SEQUEL OF LOST STARS

# CLARISA YANI

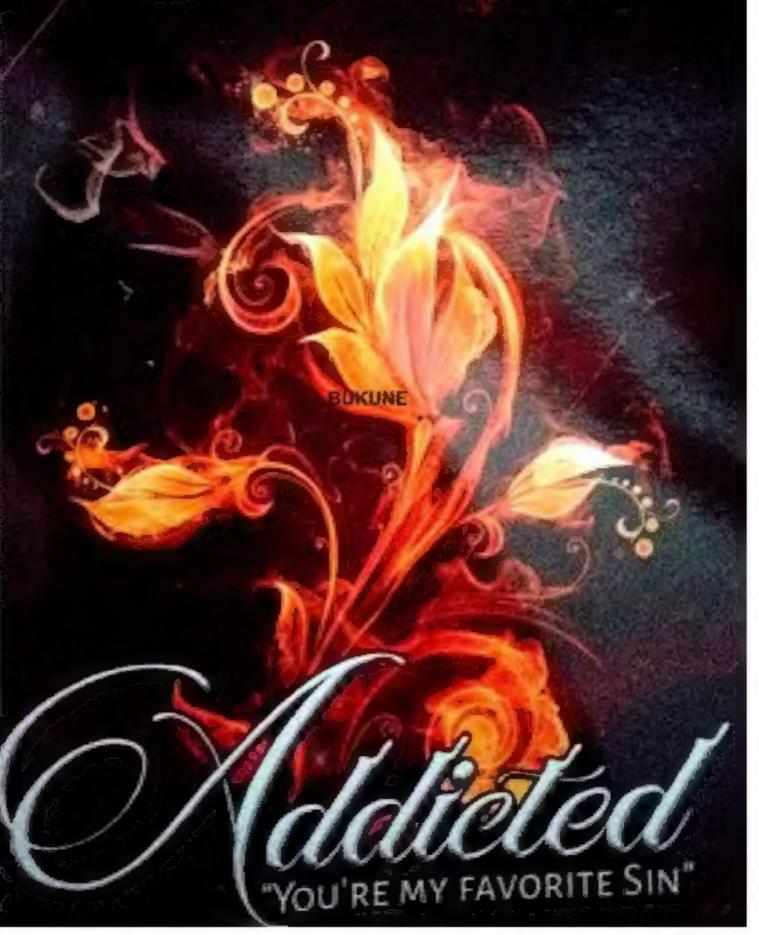

Direct Contrar o

clasifagani



BUKUNE





Keributan di lapangan belakang SMA International itu membuat para siswa dan siswi berbondong-bondong menyaksikan perkelahian yang tampak brutal. Saling tendang, tonjok, satu dan yang lain ambruk, ada yang terhempas keras ke pagar, beberapa bahkan sudah tidak berdaya untuk bangkit.

Di dalam gedung sekolah sedang diadakan rapat guru sehingga perkelahian ini belum sampai ke telinga mereka. Beberapa murid telah pontang-panting mencari bantuan dan berlatian ke dalam untuk memberitahukan.

"Ayo, siapa lagi?!" tantang seorang anak laki-laki yang berperawakan lebih tinggi dari anak lainnya. Seragamnya telah kotor dengan dua kancing terlepas, membuat dadanya yang bidang terintip di balik seragam. Baru tujuh belas tahun, tetapi tubuhnya telah dibalut dengan otot yang keras. Sementara si penantang dengan gagah melarikan pandangan ke setiap lawan yang berhasil dilumpuhkannya, empat orang yang ambruk di atas rumput lapangan masih terbatuk-batuk dan satu orang tidak sadarkan diri.

"Rigel...! Rigel!" sorakan yang didominasi suara perempuan itu menggema, mendukung si pemenang dari perkelahian ini. Dia pun tidak kalah babak belur sebenarnya. Hidungnyanya berdarah, ujung bibir sobek, pun dengan pelipisnya.

"Lihat aja lo, gue ... gue akan laporkan lo ke polisi!" ancam salah satu lawannya yang sudah terkapar lemah.

Rigel menutup mulutnya. "Oh. tatut... jangan laporin aku ke polisi dong, Kak Randy. Nanti, aku dipenjara dong."

Randy meludah ke samping mendengar suara ejekan darinya. "Najis lo!" seraya mengatur napas yang tersengal dan menahan nyeri akibat hantaman

bertubi-tubi dari lawannya. Dia sudah gila, Bagaimana bisa satu lawan lima, dan mereka tetap saja dibuat ambruk tak berdaya seperti ini? Sialan!

Dengan senyum penuh ejekan. Rigel menghampiri dan berlutut. "Cic,

yang anak pejabat. Paling bisa ya kalau ngomong."

"Iya, orang tua gue akan segera jebloskan lo ke penjara sampe lo membusuk di sana!" Randy-Kakak kelas dari Rigel memundurkan kepalanya—tetap ngeri melihat tatapannya yang tajam dan tampak mencela.

"Serius? Waduh, Bosku. Rencana kapan?" Rigel menatapnya sambil

menyeka darah yang baru saja keluar dari hidungnya sendiri.

"Anjing, gue akan beri lo pelajaran. Lo tahu, bokap gue bisa ngelaknin..."

Bruk.

Tanpa gentar akan ancamannya, hantaman kembali dilayangkan meski lawannya pun sudah kewalahan. Ucapan Randy tidak sempat terselesaikan, wajahnya telah terhempas keras ke rumput. Segera dalam hitungan detik, dia meminta ampun saat Rigel terlihat mengangkat lagi kepalannya.

"Ampun, ampun... gue..., kalah...!" Randy menutup wajahnya, disertai

pekikan seorang gadis yang berusaha menghentikan kekalapan Rigel.

Gadis itu tergugu, dengan keras menahannya. "Kak Rei, sudah, berbenti. Ngapain pada berantem sih!"

"Lepasin, Star! Dia harus mati hari in!!"

"Star nggak mau punya Kakak seorang kriminal! Star akan marah selamanya sama Kak Rei!"

Rigel berdecak. "Patahin hidungnya aja deh," la mencoba melepaskan

cekalan Star. "Cuma idung, Star. Minggir kamu!"

Randy kontan saja menutup hidung mancungnya dan bergerak mundur. Rigel menarik kerah seragam Randi, menahannya agar tidak kabut. "Diem, mau ke mana lo?!"

Suara tangisan Star semakin keras saja. "Kakak, udah. Aku nggak mau Kakak dihukum. Guru lagi menuju ke sini. Nanti Papa sama Mama juga pasti

akan dihubungi."

"Minggir, satu kali lagi aja tonjokan." Rigel memberinya peringatan, Star menggeleng dengan air mata yang telah berlinangan. "Star, lepasin tangan aku," pintanya sambil terus menahan Randy agar tetap di tempatnya. Ia belum selesai. Dia perlu diberi pelajaran yang setimpal.

"Nggak mau! Kak Rei udahan dong marahannya!"

"Ini bukan marahan, tapi berkelahi. Minggir, nanti kamu kena."

"Gimana kalau Kak Rei dikeluarin dari sekolah? Kakak mau kita beda sekolahnya?" Star bersikeras meyakinkan agar berhenti.

Rigel seketika terdiam, kemudian meloloskan tangannya dari genggaman Star. "Ya udah, udahan nih Lepas tangan akunya, nanti kamu

## clasiza yani

kena darah." Ia menyeka air mata kembarannya dengan punggung tangan.

"Nangis aja kayak anak kecil. Dasar cengeng!"

"Biarin!" Bibirnya mengerucut, Matanya yang bulat dengan netra berwarna coklat tampak sembab. Star menarik pergelangan tangan Rigel agar dia ikut berdiri. "Ya udah, ayo balik kelas. Guru pasti sebentar lagi dateng."

Rigel akhirnya mau tidak mau menuruti. Selalu saja dia yang menjadi kelemahannya. Ia lantas menatap Randy, menepuk-nepuk pipinya yang babak belur. "Jing, laporkan sana ke seluruh Polisi yang orang tua lo kenal di negara ini, dan gue tetap akan mampusin lo. Dengan begitu, populasi manusia sampah kayak lo hisa berkurang!"

"Ih, Kakak...! Katanya udahan," omel Star tidak suka.

"Iya, ini mau udahan, cengeng. Tapi aku mau ngomong dulo ke si Sampah."

"Nggak usah ngomong-ngomong. Ayo buruan ke kelas, Kakak juga

perlu diobati."

"Hey, kalian ngapain di sini?!" sebelum Rigel sempat berdiri, suara

pekikan gurunya telah mendahului.

"Astaga... Rigel! Kamu minggu kemaren juga berantem sama Eril. Sekarang, ini apa-apaan lagi?" Wanita setengah baya itu tampak murka. Rigel menatapnya datar, beralia menatap Star dan mengangkat bahu.

"Bu, kok cuma nama saya sili yang disebut? Tuh, mereka juga ikut berantem sama saya," protes Rigel, sedang Star menggandeng lengannya dan

berdiri di belakang tubuhnya.

"Bohong, Bu! Rigel yang duluan nyerang kami. Kami nggak tahu apaapa, tapi berandalan itu membabi-buta ngehajar kami semua!" tukas Randy penuh kemenangan. Akhirnya, ia bisa berucap juga membalas perlakuan memalukan Rigel.

Rigel menyeringai, pandangannya menajam. "Anjing, seharusnya tadi lo

gue bikin mati aja sekalian."

"Lihat, Bu, dia bertingkah layaknya preman pasar!" Dia dibangunkan oleh seorang gadis yang menjadi awal mula perkelahian ini ada. Gadis itu pun tampak ketakutan, ketika pengakuannya yang bilang sudah pernah berciuman dengan Rigel membuat sang pacar.

Rigel baru saja akan menerjang, dan dengan cepat Star memeluknya dari belakang. "Kak, plis, berhenti! Aku akan benci kamu kalau ngehajar din

lagi."

Randy balas menyeringai, wajah pucat pasinya sedikit menjudar tatkala langkah Rigel benar-benar berhenti saat mendapat pelukan dari kembarannya.

"Kalian semua ikut ke mangan saya!" titah tegas Gurunya seraya

menunjuk wajah Rigel. "Terutama kamu! Ngapain lagi sih berantem melulu? Kamu itu pintar, tapi kelakuan kayak mafia. Ini sekolah, bukan arena tinju!"

Rigel tidak menyahut ataupun melakukan pembelaan sama sekali. Dia menatap guru—yang ia pun tahu tidak menyukainya—dengan kesal. Percuma meski ia menjelaskan, pasti ia akan tetap disalahkan mengingat masih terekam jelas minggu kemarin ia menghajar anak kepala sekolah garagara perempuan juga. Jelas, itu bukan salahnya. Gadis-gadis itu menyukainya, lalu membual telah berkencan dengannya, padahal tidak.

"Bu, gigi saya patah gara-gara dia. Rigel pantas dikeluarkan dari sekolah.

Telepon orang tua saya!"

"Gue berencana rontokin semua gigi lo kalau lo terus ngebacot!" timpal

Rigel tanpa menyurutkan seringai kejamnya.

"Kak, jangan melawan," mohon Star sambil menunduk takut. Sifat Star dan Rigel sungguh berbanding terbalik. Sementara Kakaknya emosian tak kenal rasa takut, Star gadis yang sangat lembut dan penakut. Ditambah cengeng pula. Sesuatu yang masih belum berubah dari kecil hingga ia beranjak dewasa. Sedang Rigel sulit untuk dikalahkan dan ditakuti banyak orang di kelas.

Di ruangan BK, Randi duduk bersama kedua orang tuanya yang terus menyerocos mencari pembelaan atas anaknya pada sang Guru. Sedang Rigel duduk sendiri dan berekspresi datar, masih belum bersuara sejak dia masuk ke sini.

444

"Permist ..."

Mendengar suara yang sangat dihapalnya, kepala Rigel menoleh ke arah

pintu menemukan kedua orang tuanya telah sampai.

"Maaf, Bu, baru sampai. Jalanan macet sekali," ucap ibunya, sebelum matanya jatuh pada putranya yang tampak babak-belur. Ia mempercepal langkah, menangkup wajah Rigel. "Astaga, ini kamu kenapa lagi, Rei?!"

Ayahnya yang masih terlihat tampan dengan kacamata yang membingkai wajahnya, masih berpakaian rapi kemungkinan langsung dari kantor. Beliau menatapnya, lalu mengembuskan napas pelan. Lelaki jangkung itu menepuk kepala anaknya pelan dan ikut duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa-

Suara pembelaan terus keluar dari bibir para orang tua yang anaknya Rigel lumpuhkan, tak terkecuali suara dari Ibu musuhnya yang paling keras

dan berapi-api.

# claritagani

Cukup lama di ruangan konseling, mereka semua akhirnya keluar dan memilih jalan damat, tetapi dengan syarat Rigel tidak mengulanginya lagi.

Star menghampiri dengan cepat, berdiri di sisi Kakaknya.

"Rigel, Papa nggak habis pikir kenapa kamu lagi-lagi berkelahi. Dalam dua bulan terakhir, coba kamu hitung berapa kali kami dipanggil gara-gara ulahmu ini? Kamu sudah kelas dua SMA, Rei. Seharusnya kamu fokus belajar dan tidak membuang-buang waktu dengan meladeni mereka!"

Rigel bungkam, tidak melakukan pembelaan ataupun melawan.

"Kamu pikir pantas seorang siswa SMA babak belur seperti ini? Seharusnya kamu belajar dengan giat agor nilaimu terus unggul. Bukan

malah hampir membuat anak orang mati."

"Sekarang katakan pada kami, kenapa kamu berkelahi dengan mereka? Apa benar gara-gara rebutan cewek si Randy itu? Di sekolah ini banyak gadts yang lebih cantik. Kenapa harus menyukai pacarnya si Randy?!" Kedua orang tuanya saling bersahutan memojokkan Rigel. Dan bibirnya seperti dikunci, tetap tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada pembelaan, pon penyangkalan.

"Kalau kamu terus kayak gini, nanti Papa kirim kamu ke asrama yang

peraturannya lebih ketat dan disiplin!" ancam Ayahnya.

Rigel langsung mendongak, mendengar ancaman itu. Ia tidak mengapa jika dipindahkan ke mana pun, asal satu, Star harus Ikut bersamanya. Tetopi asrama yang dimaksud Ayahnya, itu khusus pria.

"Pa...," Star menatap wajah Kakaknya yang tampak kelelahan. Ancaman

itu selalu berhasil membuat Rigel ketakutan. Ia sangat tahu.

"Kalau gitu katakan, kenapa kamu sampai membuat mereka babak

belur seperti itu?"

Rigel mengembuskan napas, ia memalingkan wajahnya ke arah parkiran. Melihat Kakaknya yang sepertinya tidak memiliki niatan untuk menjawab, Star menatap kedua orang tuanya penuh permohonan.

"Ma, Pa, Kak Rei pasti punya alasan kenapa dia sampai menghajar mereka. Udah dong diomelinnya. Dia harus segera diobati. Hidungnya tadi

berdarah. Bibir sama pelipisnya juga robek."

Melihat keadaan Rigel yang penuh luka, akhirnya mereka setuju untuk

menyudahi interogasinya.

"Ambil barang kalian. Ayo pulang sekarang. Papa tunggu di mobil." Orang tuanya bergegas memasuki mobil, sedang Rigel dengan lunglai berjalan ke arah kelaanya ditemani Star.

Sebelum sampai kelas, Cindy-pacar Randy menghampiri dengan membawakan satu botol air mineral. Star mencegatnya, tidak membiarkan dia mendekat ke arah Rigel. "Kakak mau ke mana? Jangan dekat-dekat Kak Rei!"

"Rigel, aku cuma mau minta maaf udah bawa-bawa kamu. Kemarin aku herantem sama Randy. Dia terus menuduh aku yang nggak-nggak. Jadi...,"

Rigel menarik lengan Star dan membawanya ke kelas melewati Cindy tanpa menghiraukan olasannya. Ia tidak peduli. Toh, sudah terjadi juga,

"Kak, jadi bener ya kalian berantem gara-gara Kak Cindy? Kalian

ngerebutin dia?" cicit Star sambil menyamakan langkah panjang Rigel.

"Bawa tas kamu. Aku tunggu di parkiran motor." Rigel berlalu ke kelas

dan mengambil tasnya tanpa menjawah pertenyaan Star.

Meski Star kebingungan mau ke mana Rigel, tetapi ia tetap menyusulnya ke parkiran motor. Kakaknya sudah berada di atas motor ninjanya lengkap dengan jaket kulit warna hitam dan helm. Tasnya diletakkan di bagian depan, aiap berangkat.

"Kak, kita man ke mana? Mama sama Papa lagi nunggu kita di mobil loh," ncap Star agak ngos-ngosan setelah setengah berlari dari kelas, dan bari

ini ia sudah pasti akan membolos untuk pelajaran berikutnya.

"Kamu mau ikut atau nggak? Kalao nggak, aku tinggal ya,"

"Ikutt!!" Star berseru, meski ia pun tidak tega membiarkan orang tuanya menunggu di mobil. Tapi lebih tidak tega lagi jika Kakaknya berkendara sendiri, dan pasti ia akan khawatir.

Rigel menyerahkan helmnya. "Kamu bawa jaket?"

"Kita mau ke mana? Ini udah jam satu, sebentar lagi aku masuk kelas."

"Ke tempat yang tenang dan jauh dari pelusi udara Jakarta."

"What?f"

"Star, pake Jaketnya, kalau nggak, aku tinggal ya!"

Walaupun pertanyaannya belum dijawab. Star buru-buru mengeluarkan jaket dari ranselnya dan mengenakannya. Tidak menunggu lama, ia pun sudah naik ke motor ninja Rigel. Roknya yang pendek, Rigel tahan agar tidak tertiup angin.

Dengan kecepatan penuh, Rigel langsung melajukan motornya melewati gerbang belakang. Star melingkarkan tangannya di pinggang Kakaknya, sambil bergumam, "Mama dan Papa pasti marah."

"Biarkan saja..."

\*\*\*

Tiga jam perjalanan di atas motor, akhirnya mereka berhenti di dataran tertinggi kota ini. Puncak, adalah tempat yang dipilih Rigel untuk menghilangkan kepenatan dan kejengkelan dari perkelahian beberapa jam lalu.

"Kak, pantat aku pegal banget," rengek Star sambil dengan malas turun dari motor dibantu Rigel.

## clarisayani

"Terus?" Rigel bertanya sambil melepaskan helm kembarannya.

"Ish, kok gitu jawabnya?" Star mendelik sebal. "Ini aku udah jauh-jauh ikut ke sini, malah cuma dijawab gitu doang."

"Ya masa aku harus pijitin bokong kamu biar nggak pegel?" Star memukul punggung Rigel. "Nyesel ikut. Dasar nyebelin!"

"Jangan ngomel terus sih. Mending kita pesan makanan, aku lapat."

Rigel meletakkan helm mereka di atas motor. Lalu membantu membuka tas Star dan diletakkan di meja. Saat ini, mereka berada di tempat makan lesehan yang berada di atas bukit. Di bagian bawah, pemandangan hijau pohon teh tersebar nyaris seluas mata memandang, Beberapa orang, tengah asik bermain paralayang.

"Sehabis makan, kita naik itu yuk?" ajak Rigel sambil membuka Jaketnya dan meletakkan di paha Star. Ia menyadari beberapa pejalan kaki yang melewati mereka terus melirik pada paha putih dan jenjang kembarannya.

"lh, ngeri... nggak mau ah,"

Rigel memesan tiga jagung bakar, satu bungkus roti coklat, satu teh hangat untuk dirinya, dan coklat hangat kesukaan si cengeng itu. Saat ta melewati tempat beberapa gadis muda yang sedang duduk, mereka menatapnya kagum meski wajahnya penuh luka.

Rigel kembali pada Star dan merebahkan tubuh di sampingnya seraya memejamkan mata. Keielahan, la ingin beristirahat sejenak sambil merasakan sejuknya udara pegunungan yang sore ini sedikit berkabut.

Mata Star yang semula memandangi perkebonan teh yang asrl, kini tertuju pada Rigel. Ia bangkit dan mengambil ranselnya, lantas duduk lagi sambil mengeluarkan peralatan P3K. Dia mengernyit, saat Star menempelkan antiseptik dan perlahan membersihkan lukanya.

"Kak, kenapa bisa sampai seperti ini sih? Bener karena cewek itu ya?" tanya Star sambil dengan telaten mengobati dan mengoleskan krim luka. "Aku dengar dari anak-anak, si Randy itu meludahi makanan Kakak juga. Emang kurang ajar banget sih. Dia pantas babak belur. Cuma aku nggak suka lihat Kakak juga jadi ikut luka-luka kayak gini."

"Kamu percaya itu karena kami memperebutkan Cindy?" Star berhenti

dan menatap Rigel,

"Semuanya bilang gitu. Terus katanya, dia berbisik di telinga Kakak. Dia emang ngomong apa? Di CCTV juga aku lihat kalau dia memang ngedeketin. terus Kakak langsung tarik kerah seragamnya dan bawa dia ke lapangan."

"Randy marah karena dia mengira kalau aku goda pacarnya."

"Iya, aku tahu yang itu. Tapi kan, itu nggak bener. Kenapa Kakak nggak bilang dan jelaskan? Atau emang benar, kamu suka sama Kak Cindy?"

"Aku udah jelaskan."

Terus, kenapa harus diladenin lagi? Di CCTV, emang menunjukkan Kakak yang nyerang dia duluan, sebelum nyeret ke lapangan belakang. Kenapa sok jagoan terus sih? Kakak nggak lihat Mama sama Papa khawatir setengah mati? Emang nggak kasihan sama mereka?" nada suara Star naik dan agak jengkel.

Rigel diam.

"Tuh, kan, diem lagi. Nyebelin banget deh. Benar kata Mama Papa, seharusnya kita fokus aja belajar. Kakak sering banget berkelahi akhir-akhir ini. Dan tanpa penjelasan, Kakak pun dihakimi. Bahkan sekarang lebih parah. Kakak bikin lima orang anak terkapar di RS. Sifat Kakak yang cepet tersulut emosi, kadang bikin aku takut dan khawatir."

"Star, udah, mending diem aja. Obatin aja muka aku, ini sakit banget."

"Biarin aja. Ini hasil dari perbuatan Kakak sendiri kok yang sok jagoan!" Rigel memalingkan wajah, menggertakkan giginya.

"Mulai, diem lagi, marah lagi. Capek deh. Tahu gini aku nggak---"

"He said he want to fuck you! Si Anjing itu ngancam aku akan melakukan itu ke kamu!"

Jantung Star rasanya baru saja mencelos jatuh. Tangannya berhenti

mengobati, air matanya telah tergenang di pelupuk mata.

"Apa kamu pikir aku harus diam aja?! Aku nggak peduli jika dia meludahi makananku. Memfitnahku untuk hal yang nggak aku lakukan. Tapi, jika dia mengancamku untuk keselamatanmu, akan kuhabisi dia. Siapa pun itu!" Rigel beranjak dari tidurnya. "Kita menginap di sini malam ini. Aku capek kalau harus pulang lagi."

Rigel berlalu. Sedang Star cuma bisa terpaku memandangi punggung tegap Kakaknya, diiringi pandangan kagum dan bisik-bisik para gadis muda

di sekitar mereka.



Sepeninggalan Rigel, air mata Star terjatuh. Punggung kembarannya telah menghilang dari pandangan, la ingin memanggil, tapi pita suaranya seolah habis tertelah oleh rasa takutnya mengingat ancaman Randy.

Hampir satu jam, Rigel tidak kunjung kembali juga. Makanan yang

dipesan pun sudah dalang sedari tadi tanpa sa sentuh

"Cewek .."

Beberapa pria yang tidak jauh darmya memanggil, tidak diaculikan Star Ia mulai risi, meringkuk takut ke dekat motor ninja kakaknya. Melihat sekeliling, ramai masih mendominasi tempat ini meski matahari telah siap kembali ke peraduan.

"Hai, sendirian aja," Mereka mulai menghampiri—tersenyum usil.

"Kak Ret..." Star bergumam dengan air mata yang kembali jatuh sambil menatap jalanan yang tadi Rigel lalui hingga kemudian tertelah jarak. Ingin menyusul, tetapi terlalu takut jika ia malah tersasar di tempat ini. Apalagi kabut semakin tebal dan dinginnya udara khas pegunungan kian menusuk kulit.

Dengan gaya khas anak nakal, ketiganya terus bercuit-cuit. Wajah Star yang cantik dengan rambut pirang kecoklatan, sudah pasti bisa dengan mudah menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Tubuhnya langsing, berkulit putih mulus, dan memiliki proporsi yang pas layaknya seorang model. Tidak terlalu kurus, namun tidak gemuk juga Bahkan para gadis yang menatap kagum pada Rigel pun tidak berani untuk berkutik saat memandangi cantiknya seseorang yang berada di sampingnya itu.

"Hat cantik, kok kamu nangis" Jangan nangis dong, sini abang teman—"

DUG

"Bangsat!" Lelaki asıng ıtu mengerang kesakıtan, "sıapa woy?!"

#### adduted

"Hai jelek. Kok kamu nangis? Jangan nangis dong, sini abang temani." Star langsung mendongak, melihat Rigel yang akhirnya datang. Dia mengulas seringai kejam sambil menghula langkah mendekati mereka. Raut itu jelas hukan pertanda baik.

"Kak !" Star memekik sambil sesenggukan, menghampiri Rigel dengan

cepat

"Bangsat, elo yang lempar benda tadi ke muka gue?!" geram pria asing

ito.

Rigel tidak langsung menjawab, membungkuk, memilih memungut sikat baju yang ia pinjam dari salah satu penjual di sana—tepat di bawah kaki orang yang sekarang tengah berapi-api menatapnya. Kembah berdari tegak, ia menatap pria asing itu. Pria itu bahkan cuma sebatas dada Rigel, sehingga dengan gaya sengak, kepalanya agak merunduk untuk menatap mereka.

"Tangan gue hem, Jadi, sikatnya jatuh deh," sahutnya santai. Padabal

jelas-jelas la sengaja melempar sekuat tenaga.

"Set-"

Belum terselesaikan, dadanya telah Rigel dorong kasar hingga terhempas keras ke tanah. Kedua temannya yang menyaksikan tidak berani melawan melihat perawakan Rigel yang jauh lebih tinggi dan tampak lebih kuat.

"Ayo, bangun Katanya mau nemenin dia," tantang Rigel sambil-

mengedikkan daga ke arah Star-

"Sudah, Kak, nggak perlu diladem" Star menarik-narik seragam bagian punggung Rigel dengan jantung berpacu cepat melihat dia kembali bersitegang dengan orang

Pria asing itu bangkit, hendak menerjang, tetapi kerah bajunya segeraditahan oleh Rigel sebelum dia berliasil menyentuhnya hingga dia mengapmengap tercekik. Satu tangan Rigel merogoh saku celana, mengeluarkan beberapa lembar uang seratus ribuan dan memasukkan pada kantong kaus anak itu.

"Daripada lo buang buang waktu ngelawan gue, mending lo obatin bonyok di mata lu Uang ini, lebih dari cukup buat jajanin pacar lo jagung bakar!" decitnya sambil kembali mendorong mundur, "Just get the fack out, damn tt)"

<sup>a</sup>Kak. ™ Star menahan tangan Rigel agar tidak maju lagi

"Udah, ayo cabut Pacarnya udah dateng!" bambil menatap penuh permusuhan, mereka memilih pergi

R gel tersenyum dan melambaikan tangan. "Dadah... jangan lupa obasi

ya lukanya'"

Setelah ketiga pria asing itu berlalu, Star menatap Rigel dengan kesal. "Kak Rei kenapa ranggalin aku sendirian?!" sekuat tenaga ia memukul

## clarisogani

lengannya. "Kalan Kakak di sini, aku nggak akan pernah digodain sama mereka "

"Nyari pengmapan, Tapi, tempatnya malah udah pada full. Aku cuma nemum satu villa di atas, itu pun nggak terlalu bagus. Jalanannya rada nanjak," je asnya sambil menuntun Star ke tempat lesehan mereka. "Kok jagungnya nggak dimakan<sup>ya</sup>

Star diam, ia masih kesal.

Rigel pun diam, lebih memilih menatapnya sebelum mengalah dan mengembuskan napas berat. "Masih marah? Aku tadi nggak ke mana: mana." la memang duduk di bangku sambil memerbatikan Star dari kelauban, la harus meredamkan emosinya dari sisa kekesalan ozehan biadab Randy. "Lagun sih kamu bawel banget."

Star membuang muka.

"Dih, beneran ngambek. Gitu aja ngambok."

"Bodo " Star melipat tangannya di dada.

Rigel membukakan roti dan menyodorkan ke bibar Star, "Makan, nanti katuu masuk angu. Pasti nanti ake yang dimarahin Mama kalau tahu anak kesoyangannya sakit."

"Marna pasti marah kita nggak pulang malam ini, Kak," Star menatap

Riger dengan mota sembabnya.

Rigel mengangkat satu alis. "Atau kamu mau pulang?"

"Sama Kak Rei?"

R gel menggeleng. "Aku udah sewa kamar di ujung bukit Lagian, besok sabtu. Tap: kalau kansu mau pulang, aku bisa pesankan kendaraan ke Jakarta."

"Terus, maksudnya Kak Rei pengin aku pulang sendiri? "

"Kalau kamu mau pulang, ya aku siapkan kendaraan"

"Aku nggak akan pulang tanpa Kak Rei" seru Star dan kembali membuang muka.

"Ya udah, temani aku di sini. Nggak usah ngomel terus."

"Tapi kan kita nggak ada baju ganti. Baju ini kotor, nanti tidur mau pake apa?" gerutu Star sekah lagi.

"Ya adah, jadi kamu pulang aja ke Jakarta. Di rumah banyak baju ganti " "Ishh..." Star mendengkus, Rigel sekali lagi menyuapkan roti ke

mulutnya.

"Ngomong mulu" Rigel memakan jagung bakar yang sudah dingin dan teh yang tak lagi hangat sambil melihat pemandangan malam mulai datang menyapa, ditambah udara dingin khas pegunungan,

"Kak, tadi masa dia bilang pacarnya. Emang muka kita nggak mirip ya?" Rigel tersedak, ingat gumaman pria asing itu. "Nggak mirip lah. Aku ganteng, kamu jelek.\*

Sekali lagi Star melepaskan tinjuan pada lengan kokoh Rigel, "Buat apa juga itu beli sikat?"

"Kamu cucun baju aku. Biar aku bawa kamu ke sini ada gunanya selain

ngomong terus."

"Aku nggak pernah nyuci!"

"Ya udah kalau nggak mau, aku bisa cuci sendiri."

"Ya udah, aku bantuin..." pasrah Star

4.7-4

"Tahu gitu, aku biarkan saja Kakak membunuhnya." Omel Star di sepanjang perjalanan menuju ke penginapan mereka yang berada cukup jauh letaknya dari tempat tadi. Pembahasan tentang Randy kembali menyulut emosi Star. Di atas punggung Rigel, ia menggerutu.

Waktu telah menunjukkan pukul setengah delapan malam. Sepi dan gelapnya jalanan mereka lalui. Cuma ada lampu hma watt yang tidak terlalu terang menggantung setiap beberapa meter sekah, selebihnya Rigel harus berhati-hati. Motornya ia titipkan di parkiran bawah Jalanan ke sini lumayan terjal, tidak bisa dilalui motor.

"Katanya samu nggak mau aku jadi kriminal,"

"Kita bisa jadi kriminal sama-sama. Kita nanti minta dipenjara berdua."

"Tapi kalan penjara, pria dan wamta dipisah."

Star mengeratkan bingkaran tangannya di leher Rigel. "Nggak mau dipisah!"

"Pasti akan dipisah, cengeng Akan seperti apa jadinya kalau penjara digabung antara pria dan wanita? Polisi akan kerepotan ngurusin anak narapidana nanti."

"Emang sudah pasti mereka bakal tertarik satu sama lain?"

Rigel menoleh di bahu. "Kamu serius nanyam? Manusia ngeseks bukan berart, karena mereka saling cinta aja. Tapi juga kadang sekadar nafsu. They fuck because they want to." saliutnya sambil mengangsurkan tubuh Star Lari gendongan

Star membekap mulut Rigel. "Ih, ngomong jorok!"

Rigel tersenyum kecil, sambil fokus menatap ke jalanan yang agak menanjak.

"Kalau begitu kita pengecualian. Kita ditahan di sel yang sama, kita aja,

berdual" lanjut Star.

"Aku aja yang jadi tahanannya. Kamu nanti yang nengokin aku setiap hari, Bawain makanan, ceritain kehidupan di hiar, gambarin orang-orang baru yang akan datang dan pergi di kehidupan kamu.—"

"Nggak mau... aku ingin melihat apa yang Kak Rei lihat. Aku ingin tahu

# clarizayani

apa yang kasak tahu. Dan aku nggak perlu tahu apa yang kakak nggak bisa tahu. Aku ingmi kita melihat langsung berdua. Kan sudah janji sita bakal terus sama-sama!"

Rigel diam di tempat, menolch lagi "Kapan aku janji begitu?"

"Fmang Kak Rei bakal ninggalin aku sendiri?" mata Star memerah, padahal cuma berandai-andai kalau mereka suatu saat nanti berpisah

"Ya nggak,..., untuk sekarang."

Star memukul punggung Rigel, "Kok untuk sekarang?"

"Kan bisa aja aku lanjutin sekolah di luar atau ke mana gitu. Situasi misal memaksa aku buat pergi dari sisi kamu. Atau, aku bosen lihat si cengeng yang kerjaannya nangis terus. Tiap saat, tiap waktu, tiap ada kesempatan." Rigel menahan tubuh Star dengan satu tangan dan mengusap air mata yang menggenang di sudut matanya. "Heran, air mata kamu kayak air bah yang nggak pernah habis-habis."

"Kasak yang bikan aku nangist"

"Kan curaa misal, behim tentu terjadi juga."

"Kakak b lang bosen ke aka terus nunggalin!"

Rigel mengusap kupingnya yang panas direngeki oleh Star "Itu Juga cuma misal."

"Tapi Kakak nggak seharusnya buang gitu. Kan ucapan bisa jadi doa."

"Jodi doa kalan kamu mengaminkan "

Star menggeleng keras, "Nggak! Nggak mau!"

"Ya udah, jadi nggak ada yang mengaminkan," sambil menyeka lagi satu

bulir bening air mata Star "Cengeng, cengeng."

"Makanya, jangan hiarkan kita dipisalikan oleh apa pun." Siar menenggelamkan wajahnya ke tengkuk Rigel "Kalau Kakak masuk penjara, aku pun akan ikut. Kita diciptakan Tuhan berdampingan, jadi kita harus tetap sama-sama dan tidak saling meninggalkan. Kita berbagi tempat di rahim Mama kita saling berdekatan di kandungannya selama sembilan bulan. So, you can't go anywhere without me!"

"Kita prematur, Star Cuma tujuh bulan, kan?"

"Tujuh bulan dan tujuh belas tahun kehersamaan."

R.gel menatap ke depan kembali. "Kalau aku melakukan kesalahan, apal kamu juga akan tetap mengikutiku?"

"Kakak sering bikin kesalahan, dan di simiah aku sekarang. Terlalu sering Kak Rel melanggar peraturan. Dan pada akhirnya, aku tetap mengikuti ke mana pun Kak Rei pergi."

Rigel tersenyum kecil. "Peraturan diciptakan untuk dilanggar. Jika tidak

bisa mematuhi, maka jadilah yang melangkahi."

"Benar Dan itu hanya berlaku untuk Kak Rei yang sering melangkahinya."

## "Sepertinya aku tidak cocok dengan peraturan manusia."

Bulu kuduk Star meremang saat Rigel membuka kunci villa dan masuk ke dalamnya, Lampu dinyalakan yang tidak terlalu terang. Star membuntuti dari belakang sambil memegang seragam Rigel.

"Kak Rei kenapa pesan tempat kayak gini sih? Kan hotel banyak di

bawah. Tempatnya ini serem banget "Star mulai mengomeli.

'Aku nggas man nginep di hotel bawah. Spot-nya kalau pagi di sm., pasti keren."

"Tapi nggak tempat kayak gini juga!"

Mercka menyusuri ruangan dan menyalakan lampu satu per satu. Andi, mengapa semua lampunya berwarna orens dan tidak terlahi terang?

Villa ini berukuran kecil. Hanya ada satu tempat tidur, satu kamar

mandi, dan satu ruang tomu sekaligus dapur.

"Aku kan udah bilang, di sekitar sini villa sudah full semua. Cuma yang kayak gini kebagiannya." Rigel me etakkan tas mereka di bawah lanjang, membuka seragamnya yang sudah sengket. "Mau siapa yang duluan mand?"

"Huh? Mandi di kamar mandi tadi?" Star menggeleng, ingat betapa

terlihat tidak nyamannya kamar mandi tersebut "Takut..."

"Ya terus, masa aku tongkrongin di dalam kamar mandi?" Rigel pun membuka ikat pinggangnya dan berjalan menuju kamar mandi. "Aku duluan kalau gitu"

"Terus, aku sendirian nunggu di luat gitu?"

Rigel memutar bola mata, berbahk dan menatap Star sambil memegang kedua bahunya. "Kamu mau nonton aku mandi?"

Dengan segera, Star menggeleng. Dan ia terkesit ketika melhai banyaknya lebam di tubuh kembarannya. Panik, ia menyentuhnya.

"Ya ampun Tubuh Kak Rei dipenuhi lebam lebam "

"Iya, nanti bantu obatin setelah mandi."

"Sakit?" tanya Star menatap ngeri tubuh atletis Kakaknya yang berbeda dari teman teman pria seangkatannya. Saat olahraga dan mereka bergant baju. Star sering mehhat tubuh temannya, Tapi tidak sekeras dan seberotot tubuh Rigel.

Rigel menggeleng, kermidian mengangkat bangku dan meletaskan di

depan pintu kamar mandi.

"Kamu duduk di sini selama aku mandi. Udah, jangan nangis" Rigel masuk ke dalam dan melakukan ritual mandinya. Senjentara mata Star menyusuri ruangan asing ini yang terlihat menyerainkan.

"Kak, masih lama ya<sup>ye</sup> ketok Star di pintu.

# clasisagans

"Aku lagi shampo-an!"

Star kembali mengetuk. "Kak, cepetan Jangan lama-lama mandinya!"

"Lagi bilas rambut, Star!" Tidak lama, Rigel muncul dengan rambut basahnya "Nggak bisa lebih nyebelin dari ini, ya?"

Rigel bendak berlalu, cepat-cepat ditahan Star. "Mau ke mana? Sebentar,

aku cuci baju Kak Rei dulu."

"Nggak useh. Yang ada nanti kamu pingsan di dalam kelamaan.

Mandi aja sana. Aku ambilin handuk baru di kamar."

Star mau tidak mau tetap memasuki kamar mandi sendiri dengan berat hat. Ia mulai menanggalkan bajunya, menyanggul rambutnya, sebelum lampu padam tiba-tiba.

"KAK REII KAK... TAKUT!" Star bertemak-tertak di dalam kamar

mand.

Di kegelapan, Rigel berlan ke arah kamar mandi bahkan ia menabrak dinding dengan keras. Dahinya terasa mut-nyutan, la mencoba menyalakan senter dari ponselnya dan siahiya pintu kamar mandi sudah terbuka sehingga ada Star di sana yang tidak sengaja tersorot. Segera, ia mematikan kembah.

"Kak aku negak jad, mandi ija! "Star menangis.

"Kamu udah baka baju ya?"

"Ugah 1 Aku... aku nggak kelihatan di mana baju aku! Ini ketiapa Iampunya mati, Kak?! Kenapa senternya dimatim lagi?"

"In, kamu udah telamang " geram Rigel, Ia mengulurkan tangan,

meraba-raba, "Mana tangan kamu?"

Susah payah, Star mencari tangan kakaknya dan menggenggam erat tanpa berhenti menangis.

"Jangan takut Ada aku. Cepot cuci muka aja"

Dengan cepat sambil membawa tangan Rigel ke arah bak, Star mencuci wajahnya.

"Tapi nanti tidur di bawah ya? Aku nggak mau tidur seranjang sama yang beluai mandi," goda Rigel, membuat Star menyiprat-cipratkan sirnya.

"Jahat!"

"Bau nanti,"

"Aku mandi aja kalau gitu," Star mencari cari gayung, Rigel menarik tangannya sambil tertawa

"Bercanda. Segitunya pengin tidur sama aku."

"Kan ranjangnya cuma satu!"

"Ya udah, mau aku pesenin villa lain lagi? Jadi kita tinggalnya sendiri—" Star berbalik dan memukul dada Rigel membabi buta.

Rigel menahan dahi Star, berusaha menjauhkannya "Ih, kamu telanjang juga. Mundur, jangan deket deket aku. Mana belum

## adduted

mandı lagı"

"Kakak kalau ngomong terus, aku peluk ya?"

Riger menyerahkan handuk bekasnya pakat. "Pake nih, anduknya Akt cori baju kamu," tanpa membalas ancaman Star dan berjalan ke arah cantelan yang berada di pojokan kamar mandi, lantas menyerahkannya "Cepet pakel"

"Pake seragam aku lagi?"

"Terus mau pake punya siapa? Punya aku?" Rigel mendengkus.

"Tapi kan punyaku kotor. Aku nggak punya baju gaini. Dalemannya higa kotor"

Rigel menarik pipi Star, berisik sekali dia ngomong terus dan tadi "Lalu"

mau pake boxer aku? Ini, nanti aku buka buat tuan putri kalau mau."

"Kakak nakali" Star meraih seragamnya dengan sebal dan mulai mengenakannya. Cuma bra celana dalam, tanktop dan celana pendek sebatas pahanya.

"Udah dipake belum bajunya? Cepetan, aku mau nyalam senter hape."

"Bentar, ish. ini susah nyari pengait branya"

"Kamu hap hari pake benda itu, cengeng, masa masih aja kesusahan!" protes Rigel dan kepalanya sekarang yang kena pukulan 5tar.

"Bewelf Udah mb" seru Star dan akhirnya Rigel bisa menyalakan

senternya

Mereka keluar dari kamar mar di se elah keributan akibat mati lampuyang sampat sekarang belum menyala juga. Gerutuan dan bibir Star terus saja mengalar hangga mereka samij ai di kamar. Rigel bahkan langsung menghempaskan tubuhnya di atas kasur-kelelahan mengurusi si cengeng-Ma.

"Aku mati muda kalau tiap hari kamu giniin!"

Sementara Star sedang membongkar tasnya dibantu senter yang menyoroti, "Kak, mi aku dapat limu surat minggu mi," Star duduk di ranjang -di san.ping Rigel sambil meletakkan surat surat cinta itu di dadanya dari para gadis yang menyukannya. "Aku nggak kasih ke Kakak, soainya percuma pasti langsung dibuang,"

"Itu tahu," Rigel mengambil semua surat itu dan melemparkan

sembarang ke meja kecal di sebelah canjang.

"Kak, sekarang tinggi Kakak berapa ya? Mereka juga nanyain Tahun lalu 182 ya? Kalau sekarang?"

"Nggak tahu,"

"Aku ukur ya?"

Rigel yang baru saja hendak memunggungunya, lantas mengernyit dan berbahk heran "Apa sih, Star. Pake apaan? Mending tidur, emang nggak capek ya?"

# claritagans

Star mengeluarkan penggaris, "Tada... lurusin badannya." Star meluruskan kaki Rigel yang semula ditekuk karena ranjang itu tidak terlalu besar. Ia mulai mengukur dari kaki panjang Rigel, naik ke atas sebelum dengan cepat tangannya dicekal Rigel agar berhenti dan mendorongnya ke ranjang.

"Tidur jelek, tidur... ngapain sih? 185 tingginya." Cetus Rigel jengkel. Tangan besarnya diletakkan melintang di dada Star agar berhenti bergerak

"Kak Ret, int Jidatnya kenapa merah begitu?" Star menyentuhnya. "Perasaan tadi siang lukanya cuma di bagian pelipis. Lepasin, aku belum obatin lukanya."

"Kepentok tadi pas mati lampu, dan nggak usah. Nggak perlu diobati. I'm fine, oke? I'm really fine. Otak aku yang nggak akan fine kalau kamu

ngomong terus dari tadi!"

"Hehe.. udah lama kita jarang tidur seranjang gini," Star memiringkan tubuhnya, meringkuk menatap Rigel "bira kira. Mama sama Papa marah nggak ya tadi siang?"

Rigel melirik Star, "Pasti marah Kayaknya aku bakal dihukum gara-

gara bawa tuan puteri mereka"

"Nggak apa-apa Kan nanti tuan puterengelindungin pangerannya yang nakal."

Rigel menyeringai sambil geleng kepala. "Peraturan mereka juga bilang kita udah dewasa, nggak boleh tidur bersama."

"Kak Rei bilang, peraturan diciptakan untuk dilanggar,"

Rigel menutup mata sambil mengulas senyum tipis tanpa menyahuti ocehanaya.



Di tengah keheningan kamar, mata Star masih terbuka Star ge isah, tidak bisa tidur dalam keadaan gelap gulita seperti ini. Ia yakin saat ini waktu telah menanjukkan lewai tengah malam, dan pemadaman listrik masih helum beraklur juga. Ini benar benar menyebalkan. Mana cuacanya sangat dingin dan mereka harus berbagi selimut berdua. Entah bagaimana, Kakaknya bisa tahan tidur dalam keadaan bertelanjang dada seperti itu Tetapi saat kuat mereka saling bersentunan, tubuh Rigel terasa hangat Kemungkinan dia baik baik saja. Sementara dirinya, ujung jeman tangan dan kaki sudah membeku

Rigel dapat dipastikan telah terlelap nyenyak mendengar deru napasnya yang tenang dan teratur. Ponsel yang senternya semula dinyalakan, telah meti sedari tadi. Suara-suara aneh dari arah luar, membuat Star kian merapatkan tuhuhnya. Matanya tidak hentinya melirik ke arah jendela yang tampak tidak tertutup rapat

"Kak, udah udur ya?" Ia bergumam, sambil kembah mengikis jarak. Tidak ada sahutan darinya Rigel malah bergerak memunggunginya Star memegang lengannya panik, mengguncang pelan "Kak, jangan tidur gini,"

Rigel cuma menggumam tidak jelas, sambil menyurukan kepalanya kebantal

"Kak, jangan tidur memunggungi. Aku nggak bisa tidur," rengeknya, tetapi tetap saja tidak digubris. Ia meluruskan tubuhnya, berusaha mengatur napas berulang kali. Suara tokek dukuti grasak-grusuk di langit langit kamar membuat ia langsung terperanjat kaget.

Saat deru napasnya semakin berat karena ketakutan yang mendera hebat, tangan Rigel tiba tiba meraih tangannya dan menautkan jemari mereka

# clarisayanı

"Tidur, sudah malam," ucapnya serak sambil memiringkan tubuh Star ke arah berlawanan sehingga membelakangi Rigel. Dia memeluk tubuhnya dari belakang entah dalam keadaan sadar atau tidak karena kedua matanya masih tertutup rapat. Satu tangan Rigel menvelinap ke belakang leber Star, sedang tangan yang lain saling bertaut dan diletakkan di perutnya

Bart, lah dada Star yang tadinya berdebar seperti orang kesetanan akibat suara-suara itu, kun mulai tenang dan berhenti merunta keras. Di lingkupan hangatnya dekapan sang Kakak, matanya mulai mengantuk. Jemari Rigel yang bergerak lembut di punggung tangan, membuat Star kian merasa damat menandakan kalau lelaki itu ada di sampingnya. Menemaninya Ja selalu merasa aman saat Rigel bersamanya karena ia tahu sesuatu yang buruk tidak akan pernan dibiarkan menyentuhnya

"Takut, Kak,"

Tangan Rigel yang oigunakan Star sebagai bantalan, ditutupkan pada masanya. "Turop mata kamu. Tidur Setan nggak makan orang," cetusnya tanpa membuka mata

Star menyikat perut keras Rigel, "Nyebelin!"

"Night."

Saat suara di atas plafon kadang terdengar keras, saat itu juga dekapan Rigel di tubuhnya kian mengerai. Dinginnya udara terkikis, kantuk yang hebat mulai mendera dan membuanya ke dalam tidur nyenyaknya.

440

Di pagi hari. Star menggeliat pelan dan mengerjapkan kedua matanya ketika ruangan asing lah yang menghiasi penglihatan. Ia menatap ke bawah tubuhnya saat selimut membelitnya sempurna dari dada sampai ujung kaki seperti telur gulung. Siapa lagi kalau bukan kerjaan Rigel.

Tapi, sedang ke mana dia? Mengapa dia tidak ada di kumar? Omongomong, ini sudah jam berapa? Star buru-buru melepaskan diri dan berjengkit

dari ranjang ke arah jendela untuk melihat keadaan di luar.

Jendela yang semalam membuat ia takut, kini telah dibuka di kedua sisi—membiarkan sinar matahari menerobos masuk dan menerpa tepat ke arah wajahnya. Benar kata Rigel. Pemandangan pagi di sini terlihat asri dan menenangkan. Saat melihat keluar, kehun teh yang kemarin sore menjadi tempat lesehannya dapat disaksikan di sini meski dari kejauhan. Pohon pohon pinus terlihat menjalang tinggi, serta pemandangan jurang yang dimanfaatkan untuk bermam paralayang tampak jelas meski kabut masih sedikit menghalangi radius pemandangan.

Ia bertopang dagu pada kusen jendela saat matanya akhunya bisa menemukan Rigel yang tengah lari pagi dari arah jalanan bawah menuju ke

### adduted

villa Bagaimana bisa dia berlan di jalanan yang cukup terjal untuk dilalu? Turunan dan tanjakan. Sementara dirinya baru bangun tidur, tubuh atletia Kakaknya telah dibangri keringat. Pantas saja dia memiliki tubuh yang bagus dan berotot. Dia memang sepertinya sangat rajin berolahraga. Star bahkan

tidak pernah inclihat dia melakukannya di rumah.

"Bagaimana das memiliki V line seperti itu?" gumamnya saat Rigel semakin dekat ke arah Villa. Lower abdomen Rigel sudah terbentuk dengan sempurna layaknya seorang pria dewasa. Wajahnya tampan dengan tambut coklat alami. Baru kali ini Star benar benar memerhatikannya. Rasanya masuk akal kalau banyak yang menyukannya dari yang lebih muda, seumuran dan lebih tua. Rata rata para perempuan dewasa bahkan memberikannya kode untuk berkenalan saat mereka sedang berjalan jalan di mall.

Dia lari pagi hanya mengenakan celana seragam panjang yang menurut Star terlalu tutun sambil bertelanjang dada. Rambut dan tubuhnya telah basah oleh keringat kedua telinganya dipasangkan earpod. Dia berlari cumu memandang ke depan, tanpa menghiraukan sekeliling dengan memasang

wajah datar Khas Bapak Rigel Dione Alexander sekali

"Kak Rei—" batu saja Star memanggil dan mengangkat tangan, kakl Rigel berhent, saat beberapa gadis vang sedang jogging pagi menyapa. Para gadis itu tersenyum ramah pada Rigel dan entah membicarakan apa sambil menunjuk-nunjuk ke atah lain. Star juga tidak tahu dia menunjuk apa sehingga ia mengel iarkan kej ida keluai kaunar untuk mehhat apa yang sebenarnya gadis itu tonjuk. Sungguh penasaran apa yang mereka bicarakan. Rigel tidak tersenyum, cuma seseka i mengangguk dan menggeleng.

"Sok jua, mahali" la mendecak, tetapi lucu juga melihot dia tampak

kaku dikeluingi oleh mereka.

Rigel mengedikkan dagu ke arah Villa—mungkin dengan maksud memberitaha mereka tempat menginapnya - kemudian dia menyadari kalau

Star tengah berdui di jenuela dan menatap interaksi mereka.

Dengan canggung dan senyum dipaksakan, Star melambaikan tangan Rigel membalas dengan seulas senyum kecil di ujung bibir yang secara otomatis membuat lesung pipi di sana tercipta. Kepalanya beralih kembali menatap gadis-gadis itu lagi. Mereka tampak berbicara sebentar, lalu waiah para gadis itu tampak murung tidak seceria beberapa saat lalu sebelum kemudian Rigel berbalik dan melanjutkan lari paginya ke arah Villa ini. Entah apa yang dikatakannya dan bernasil membuat mereka semua menekuk wajah sambil menatap ke arah Star. Star tersenyum, mereka tidak membalas lalu melanjutkan lari pagi mereka ke arah berlawanan.

"Cib, anch," desis Star tidak terima diberikan tatapan sinis oleh mereke.

# clasizagans

Apa salahnya coba?

"Kak Rei, mereka ngapam?" tanya Star penasaran saat Rigel sudah berada di luar jendela sambil menatapnya.

"Nggak tahu," gelengnya malas sambil melepaskan eurpod. "Ayo, mau

ikutan lari pagi<sup>ye</sup> ajaknya sambil mengulurkan tangan.

"Meu ikut keluar, tapı males keluar"

"Apa sih?" Rigel mendekati dan menyuruh Star menaruh ponselnya di ranjang. "Sini, aku angkat dari sini. Kantu pake jaket dulu tapinya."

"Nggak mau pake jaket dulu, males. Lagian nggak ada siapa-siapa .ni,

cuma Kak Rei aja di luar. Kan udah pake tank top sama celana pendek."

"Ya udah, nggak usah keluar!" kesal Rigel dan berbalik ke arah kursi bes yang berada tidak jauh dan sana. Rigel memanfaatkannya sebagai penyangga unti kis melekukan push up.

"Kak Rel aja telanjang dada gitu. Ih, cuma sedikit lagi kelihatan tuh

Sengaja ya biar cewek cewek pada kegoda?" nyinyir Star

Rigel menoleh dan menatap Star dengan jengkel yang mulai bereteit. la mau tidak mau menghampirinya dan mengulurkan tangan, "Berlalk, Cepetan."

Star nyengir dan berusaha kemar lewat tendela dibantu oleh Rigel

"Berat banget kama. Makanya, jangan keseringan ngunyahin batu"

"Sekalian ombraga sib. Ngomel terus. Cepet tua nanti"

Rigel menurunkan Star di bangku besi. "Mama tadi telepon suruh kita cepet pulang."

Star mendongak, wajahnya berubah sendu. "Kak, kita pulang hari ini,

kan? Mame posti kliawatir."

Rigel mengangguk.

"Tapi kita sarapan dulu. Aku lapar."

"Iva."

"Aku man man goreng, pake telor, pake sosis!" seru Star sambil membantuti Rigel berolahraga di sekitar Villa.

"lya"

Star berlari lebih cepat dan menghadangnya sambil menatap Rigel dengan kesal.

"Apa?" Rigel mengangkat alis.

"Iya iya mulu!"

"Jawabannya cuma iya." Rigel melewati dan kembali berlara

Star berdecak dan menjauhi Rigel. Memilih berlari ke arah jalanan yang dilalui semalam untuk bergabung dengan yang lain. Sebelum semakin jauh, tangannya dicekal dari belakang dan diseret kembali ke Villa

"Lepasin! Kaiau males ngomong sama aku, ya udah bilang. Aku nggak

suka diperlakukan kayak cewek-cewek itu." Star berusaha melepastan cekalan tangan Rigel dari lengannya. "Ih, lepasin nggak?"

Rigel berbalik dan menatap Star tajam. "Siapa?"

"Apanya?" sahut Star takut takut. Padahal beberapa detik lalu ia

menggebu gebu ingin membuat dia marah karena selalu seenaknya.

"Stapa yang memperlakukan kamu sama dengan mereka" tekan Rigel sambil melepaskan cekalannya. Rigel melangkah mendekatinya, sedikit membungkuk untuk menatapnya. \*Aku nggak masalah mereka lari pagi pake tank-top bahkan telanjang sekalipun di depan cowok lain. Tapi kamu, nggak akan pernah aku biarkan melakukannya. Aku nggak akan jawab pertanyaan mereka tapi kamu, aku jawab sebisaku meski aku kadang nggak tahu harus bilang apa."

Star menatap Rigel dengan netra berkaca kaca. Rambut Rigel yang basah berserakan di dahi, dan wajahnya terlihat menyeramkan saat marah.

Ia mencoba meraih tangannya sambil memasang wajah memelas.

"Kak Rei beneran marah?

Rigel tidak menjawah dan ir ci segalkannya begitu saja-memasuki Villa yang langsung disusul oleh Sart

"Kak., ! Ish, maaf ya! Maat dor gamaat "



Rigel barti selesai mandi. Dengan handuk yang melilit di pinggang dan rambutnya yang basah, ta masuk ke dalam kamar -menemukan Star yang berlutut di depan pintu seperti orang bodoh sambil mengangkat kedua. tangannya ke atas.

"Hukum hamba-Paduka Rigel, Hamba salah," sungguh, Star tidak suka diacuhkan seperti ing olehnyo. Mereka makan dalam diam, tenang, dan saut ia hendak membuka mutu., R gel akan menggeleng memberinya peringatan.

Bak iblis, Rigel begitti mengintimidasi.

Rigel mengembuskan napas pelan tanpa memedulikan Star dan tetap berjalan ke arah kaca. Ia mengeringkan rambutnya menggunakan handuk yang seharusnya untuk Star pakai. Tidak sampai kering, ia mengacakacaknya dengan jari secara asal.

"Kak, aku obaten ya punggungnya? Memar-memar mi," Star berdiri dan berusaha membujuk meski tidak sama sekali berhasil. Wajalinya tetap kaku

seperti kanebo kering.

"Keluat."

"Kenapa<sup>a</sup>" Star tidak mau bergerak dan bersikeras ingin telap di sana. Ia membuka tutup salep, mengoleskan pada luka memar yang ada di punggung Rigel. Blar wajah ganteng Kakak nggak ada bekas luka, nanti aku bantu obatin juga."

Sejenak, Rigel menatap wajah Star di pantulan cermin. Ia mengambil tangan Star dan menghentikannya agar tidak menyentuh bagian mana pun

pada tubuhnya

"Kamu tahu aku nggak keberatan telanjang di depan kamu," decit Rigel, dan ancaman itu langsung dilakukan detik itu juga. Rigel melepaskan nanduk yang melilit tanpa pikir panjang, dan bokongnya langsung menjadi

pemandangan utama kedua mata Star. Dia tidak bercanda!

Star memekik nyaring, langsung berlarian keluar kamar. Salepnya yang berada di tangannya, entah ke arah mana terlempar la syok setengah mati. Lihat, kelakuannya persis seperti iblis, bukan?

"Nakal! Nakal! Aku bilangin nanti ke Marna !"

Setelah mereka beranjak dewasa, tontonan seperti itu bukan lagi hal remeh dan menjadi sesuatu yang sangat tabu baginya. Ibu dan ayahnya sangat disiplin dan tegas dengan larangan itu. Mereka ingin anaknya tahu batasan apa yang boleh dan tidak boleh diperlihatkan meski di depan sandata.

sekalipun

Tapi, ini Rigel. Si Bintang petunjuk aral; tetapi lebih sering tersesat dan tak pertah tunduk pada aturan apa pun. Seharusnya Star ingat di samping tabiatnya yang dingin, emosian, dan biang onar, Rigel juga terkenal nakal di sekolah. Ia sering mendengar gosip-gosip miring tentangnya dari banyak bibit para gadis yang sengaia mendekatinya agar bisa dekat dengan Kakaknya. Dan saat ia meminta penjelasan dari Rigel tentang skandalnya, seringaian adalah apa yang akan didapatnya. Sok misterius.

"Dasar tukang ngachi!" dengkusnya. Rigel mengenakan pakalannya dengan santai asat si keras kepala, konyol dan cengeng itu telah berlalu

Star menggebrak gebrak di depan pintu kamar meluapkan rasa kesal sambil mengomelinya. Bercicit layaknya petasan banting. Rigel tidak terlahi mengacuhkan. Si cengeng itu memang harus dibuat kapok dulu.

"Kalau Mama tanu Kak Rei telanjang di depanku, pasti nanti dinukum. Jangan mentang-mentang punya burung terus bisa seenaknya melecehkan<sup>t</sup>

Emangnya cuma Kakak doang yang punya?".

Rigel tersedak sahvanya sendiri la tertawa pelan, talak kuasa mendengar geruluannya yang menjengkelkan dan tidak karuan. Ia bahkan memegang perutnya dan duduk di kursi la heran, sebenarnya anak bar bar itu mirip siapa? Rasanya Ibunya sangat tenang dan sahar. Sementara ayahnya, jangan ditanya. Dia berwibawa dan kalem. Meski keras juga kadang, tidak berbeda jauh dengannya.

"Kak Rei pikir aku takut, huh? Nggak , aku cuma nggak suka melanggar peraturan yang udah ditetapkan kalau orang dewasa nggak boleh lagi saling

hhat?

"Fuck that shit. Like I rare," Rigel menggumam pelan ketika Star milai mengikrarkan tentang peraturan. Padahal Star sudah tahu ia tidak berteman baik dengan itu. Menurutnya, manusia berhak memilih apa yang terbaik untuk hidup mereka. Akan seperti apa dan akan jadi apa tanpa harus mendapatkan kekangan dan terkurung dalam so cailed Peraturan.

Brak. . Brak...

## claritayanı

"Ya udah, aku capek teriak-teriak. Man mandi duhi. Awas ya kalau kayak gitu lagi. Aku nggak akan maafin!" langkah kaki yang dientak-entakkan kian menjauhi pintu.

"Stapa juga yang minta maaf? Siapa juga yang nyurub terlak terlak?"

424

Setelah dua puluh menit, Star kembali ke kamar. Ia berdeham canggung, mondar-mandir di belakang Rigel yang tengah membereskan barang mereka. Karena lupa membawa handuk, ia keluar dari kamar mandi seperti orang yang balu tercebor got. Seragamnya jadi basah. Bahkan rambutnya yang baru saja dikeramas terus mengalukan air dari helaiannya.

Rigel mengambil handuk, melemparkannya ke atas kepala Star yang

baru saja selesai mandi tanpa mengatakan apa-apa.

"Cengeng, keringkan rambutmu" ujar Star memrukan suara berat Rigel. Rigel menatapnya datar, kemudian melanjutkan lagi acara berkemasnya

"Kax, bantom dong..." Star menyahut sendiri.

Rigel menggeleng jengah, mengabaikan oceharanya. Gadis itu kadang

bertuigkah di luar nalar.

"Kamu punya tangan. Dipake lah." Lagi lagi Star yang menimpali-Rigel tidak bisa untuk tidak mendengkus sekaligus merasa geli dengan tingkah konyolnya.

"Star nggak mau, Kak Males." Star menyahuti lagi sambil melemparkan

handuk ke ranjang.

"Nanti kamu masuk angin."

"Nant, Kamu masuk angin." Mereka menimpah bersamaan.

Star terkikik, akhirnya Rigel mau berbicara. "Tuh, kan..." Ia duduk di ranjang dengan kaki yang menjuntai ke bawah—merasa senang prediksinya tepat sasaran. Sedang Rigel diam lagi sambil memasukkan semua buku Star ke dalam ransel miliknya.

Rogel tidak man Star mengeluh sakit punggung lah. Sakit ini dan itu lah kemudian mengganggunya selepas sampai di rumah. Ia masih jengkel

"Kak Rei, aku nggak mau ngeringin rambut kalau didiemin gini."

"Terserah," Rigel bangkat, mengenakan jaket kulitnya lantas mengambil ranselnya yang penuh oleh buku pelajaran Star sambil bersiap-siap keluar dari kamar

Star bangkit dari ranjang dan melompat ke punggung Rigel. "Kan aku udah minta maaf Nggak suka dimarahin girii, nggak suka!"

Tidak salah dia berkata begitu? Bukannya dari tadi bibir Star yang terus mengomelinya tidak jelas? Rigel tidak bersuara sama sekali. Dimarahin kapan? Star benar-henar pandai berhalusmasi.

"Turun Berat."

Star menggeleng cepat. "Nggak mau. Aku kan cuma bercanda tada paga. Masa marahnya berkelanjutan sampe sekarang."

"Turun," ujar Rigel datar, tetapi penuh penekanan yang mau tidak mau

langsung dipatuhi olehnya.

"Ya udah terserah kalau mau marah terus!" Star hendak melewahnya ke luar pintu, tapi Rigel menghadang jalannya di pintu. "Apa coba ngelaranglarang keluar kayak gini! Nyeselkan diemin dari tadi? Kan situ lagi marah Awas, nggak kenal ya."

"Tas,"

'Apa tas tas? Enak aja nyuruh aku bawam tas. Marah sih marah, tapi nggak boleh menindas yang lemah!"

Rigel memijit pangkal hidung sambil tersenyum pahit. Kewalahan dan

kebingungan atas sikap luar biasa adiknya.

"Apa pula sekarang senyum-senyum?" Star herkacak pinggang menantang

"Senin ke sekolah kamu bawa buku masukin kantong kresek aja." Rigel

menoyor dahi Star, lalu berlalu meninggalkannya

"Oh, tas..., tas aku ya" la berbelik mengambil tasnya yang kosong dan berlerian menyusul Rigel yang sudah berada di luar "Lupa ... namanya juga memisia hmangnya situ robot yang perlu dusi baterai dulu biat bas ngomongi"

Karena sekarang temunya laga marahan, Stor herjalan cukup jauh darunya Sesekali, Rigel memelankan langkah takut si cengeng itu ketinggalan

dan tersasar. Sok sokan segala ikut marah padanya

Sebelum mengambil motor. Rigel masuk ke dalam tempat pemesanan Villa dan berbicara dengan resepsionis untuk mengurus check out nereka siang ini. Star berjongkok seperti anak hilang di bawah motor Rigel. Ia agak ngeri juga kalau ditinggalkan di sini saking marahnya dia. Ia tahu, saat ini dirinya tengah ditatap oleh beberapa orang pejalan kaki dan beberapa ibu ibu yang duduk di depan Villa. Kemungkinan besar mereka juga pengunjung yang hendak menghabiskan akhir pekan di sini.

"Dasar anak-anak zaman sekarang. Masih pada bocah aja mamannya

udah penginapan."

"Kasihan orang tua mereka biayain sekolah tinggi-tinggi tapi kelakukan anaknya nggak beradab." Cicitan mereka membuat Star naik pitam. Baru saja ia akan menghampiri dengan berapi-api, lengannya langsung ditahan oleh Rigel yang telah datang.

"Sayang, ayo pulang. Besok kita sekolah. Minggu depan nanti kita liburan lagi ke sini. Bersenang senang, berdua aja," ujar Rigel

# clarifagans

sambil meletakkan handuk di atas kepala Star dan menggosoknya. "Setelah mandi bareng, tadi lupa bantu kamu ngeringin rambutnya."

"Kak.. Apaan sih?!" Star dengan pandi melihat wajah para ibu-ibu itu. A...s ketiga orang tua yang sedang menggosipkannya itu semakin mengkerut

dan memandang ngeri sekaligus jijik

Rigel merapikan rambut Star dengan jari, sementara Star menunduk malu akan kelakukan nakal Kakaknya. Astaga... apa yang sekarang tengah mereka pikirkan tentang dirinya?

"Kita UAS ya senin? Nggak kerasa, udah mau naik kelas duabelas aja "

"Baru kelas dua SMA," bisik bisik mereka, sambil menggelengkan kepala.

Rigel merangkul bahu Star dan mengajaknya ke arah parkiran.

"Kak, apa-apaan sih? Pasti mereka mikir yang jelek jelek tentang kita"

"Kalau kamu menjelaskan, apa akan membuat seluruh dunia bangga? Sudahlah... nggak kenal ini." Rigel tak acub dan memasangkan helm pada kepala Star.

"Tapı, kan...,"

"Demi Tuhan pika mereka pria, akan aku hajar!"

Star menelan salivo, segera menggeleng, "Mereka mereka palingan cama bercanda," la terkekeh garn g samoil menyerahkan handuknya. Takut jikalan Rigel kumat agi. "Anduknya?"

Rigel mengambil alih dan meletukkan di atas motor orang lain. "Aku

udah bayar untuk ins."

Star naik ke atas motor sambil sesekali menatap ke arah belakang untuk melchat Ibu-ibu itu. Tangan Rigel seperti biasa membantu menahan rok pendeknya agar tidak tersingkap terlalu atas.

"Mereka ngeliatin kita terus," Soar risi, dan ia sungguh tidak tahan

diherikan tatupan seperti itu.

Rigel memasang belm full face mya, dan dengan cuek, dia meraih kedua

tangan Star agat meungkari perutnya.

"Mereka punya masa. Dan kita kasih mereka pemandangan " Kaca helm ditutup, malas menstater. "Hold onto me and stop complaining"

Mereka tiba di rumah pukul tiga sore karena jalanan macet total. Gerbang menjulang tinggi itu dibuka oleh satpam depan-

"Tuan Rigel, Nona Star," sapa kedua satpam itu sambil mengangguk keed. Rigel pun membalas anggukan, sementara Star melambai girang sambil tersenyum lebar

Saat nba tepat di halaman rumah megah orang tuanya, Rigel melarik

mobil BMW putin yang tidak dikenalnya terparkir manis di sana

"Fh, itu mereka sudah datang," Ibunya melambai lambaikan tangan dan buru-buru menghampin ke depan. Di helakangnya, muncul dua perempuan satu sekolahnya. Rigel bahkan tidak tahu nama mereka Satu berambut pendek, dan satu lagi berambut panjang yang dukat ke atas, Mureka mengenakan pakaian casual dibalut hot-pants yang memperlibatkan kejenjangan kaki mereka.

"Kak, itu cewek yang mana lagi?"

Star hirun dan motor, dan dengan cepat ia berlari ke arah ibunya - mendekapnya erat. Si Rigel itu tidak ada tanda-tanda akan menjawah pertanyaannya. Dia bisu mendadak seperti biasa.

"Mama... kangen!" (ingkap Star sambil mengguncang guncang tubuh

ibunya yang tangsing meski sudah tidak lagi muda.

Lovely membelar rambut anaknya penuh sayang. "Dasar nakal kalian. Bukannya belajur buat UAS, ma ah kelayapan."

"Dia tuh cul k aku!" tunjuk Star pada Rigel -membuat dia menatapnya

tajam. "Nanti malam aku belajar. Besok kon masih minggu."

Rigel bukannya menyapa kedua gadis itu, dia malah melewati begitu saja. Muka mereka tertekuk tapi tidak beram untuk menegornya mengingat dia tampak kelelahan saat ini sebelum ibunya memanggil kembah.

"Rel sint. Ada temen kamu juga. Mereka bawam kue tuh. Khawatar

kamu sakit"

Rigel mentirati dan mengkamput. Dua gadis itu tersenyum canggung dan deg-degan

"Ha-hai, Kak Kemarin aku dengar Kak Rei berantem sama geng Kak

Randy. Kakak nggak kenapa napa?"

Thanks kuenya Gue mau ke kamar dulu." Dia kembali putar arah ke dalam.

Sudali, percakapan mereka seintens dan sepanjang itu. Wow, luar blasa!

"Astaga manusia itu..." Star mendengkus, lalu menatap penuh rasi bersalah pada mereka. "Maaf ya. Dia lupa minum obat, jadinya sering kambuh gitu."

"h.gel, kok temennya ditinggalin?" Lovely baru saja akan menyusul.

tetapi gadis itu menoegahiiya,

"Nggak apa apa, Tante Kayaknya Kak Rei kelihatan capek banget. Kami permisi aja, takut nanti malah ganggu."

Basa basi sebentar, akhirnya keduanya memilih pulang

"Rigel, kamu tuh ada temennya bukan ngobrol dulu sebentar, malah main permaja!" omel Lovely saat Rigel turun ke bawah untuk mengambil air mineral di kulkas.

# clarisayoni

"Tadi kan udah," Ia meneguk air dingin di botol, sambil membuka satu per satu kancıng seragam sekolahnya dan menanggalkan untuk ditaruh dabak cucian kotor. "Ma, Papa sama Rion ke mana?" Ia mengalihkan pembicaraan.

"Lagi nonton turnamen taekwondo." Lovely menepuk punggungnya.

"Awas loh, kemaren Papa marah banget kamu ninggalin gitu aja."

"Bujuk dong, Ma, supaya Papa nggak marah."

"Hape kalian dihubungi berulang kali susah. Papa sampe mau lapor

polisi buat jemput kalian di mana pun itu."

"Ah, Papa lebay Suntuk di Jakarta terus, Ma," Rigel meraih tangan ibunya "Bantu ngomong dong sama Papa. Kan Mama kelemahannya. Nanti pasti langsung nurut."

Ibunya menjewer pelan kupingnya. "Berani ngelakuin, tapi nggak

beram buat ngehadepin risikonya."

"Yah?" pinta Rigel penuh harap

.bunya melepaskan dan berlalu santai ke ruang tamu, "Malas, Bosan

belain kamu terus. Keseringan kamu bikin masalah, sih."

"Ya udahlah Aku pasrab. Mama yang aku harapso pun, udah nyerah вация япаклуя. Sebagai aku vang bersalah, bisa apa?"

"Playing victim kainu, Rei,"

"Aku udah ngako salah. Dibukum pun, nggak apa-apa." Suaranya lemah sambi, memasang wajah memelas.

"Iya, iya... nanti Mama coba ngomong sama Papa." Akhirnya ibunya

tidak tega juga.

Rigel tersenyum dan memeluk ibunya girang. "Emang yang terbaik dan

terbisa diandalkan! I love you to the moon and back!"

l ovely mengusap-usap pipinya. "Halah, kamu. Terakhir ya? Kalau huat masalah lagi, Mazua angkat tangan. Kamu hadapi sendiri. Terserah gimana carar ya."

"Nggak janji ya. Tapi patut dicoba."

"Tuh kan " Ibunya menatap jengkel "Heh, tadi dua gadis itu siapa? Cantik-cantik Mama sama Papa nggak pernah ngelarang kamu pacaran loh."

"Nggak tahu. Nanti lah aku kenalin kalau ada, Sekarang, aku mau mandı, terus tıdur. Kan nanti malam harus belajar. Papa nggak boleh ngasih tekanan mental ke anaknya Kasih tahu loh, Ma!" Rigel kabur menaiki anak tangga menuju kamarnya.

"Rambut kamu dirapshin coba itu, Rei. Emang nggak nusuk-nusuk ke

mata? Kayak Andika Kangen Band jadinya."

"Iya, iya. gimana nanti Stres aku, Ma, mikirin pelajaran." Ibunya cuma berdecak malas, tak percaya,

Di malam hari saat waktu telah menunjukkan pukul sembilan malam, Rigel bersiap-siap keluar saat mendapatkan *chat* an dari teman-temannya. Mereka mengajak *hangout* di kelab milik salah satu temannya mumpung besok masih minggu. Ia memang hampir tidak pernah belajar Ia yakin ia bisa menjawah semua soalnya. Salah dua tiga soal itu sih wajar.

Dan a bersyukur, untung Ayahnya juga masih belum pulang sehingga

ıa lolos darı petuahnya untuk kali ını.

la mengenakan *kondia* bitam dipadukan dengan celana jins panjang Meraih kunci motor, Rigel keluar dari kamar Dan di sanalah. Ayahnya ternyata audah datang.

"Pa..."

"Mau ke mana malam-malam gini?" tanyanya datar.

"Papa mau ngapain malam-malam gini ke atas?" Rigel balik bertanya

"Ini rumah Papa. Terserah Papa mau ke mana"

Rigel berdeham, sepertinya behau tengah menekankan kekesalan padanya.

"Iya deh yang punya rumuh. Apalah aku yang cuma numpang."

Tangan Ayahnya terulur, dengan telapak yang terbuka "Kumer motor kamu,"

"What?" Rigel bertunya retoris

"Sini, biar Papa yang simpan dulu."

Rigel mengasihkan pandangan ke segala arah, sebelum menatap Ayahnya lagi. "Pa katakan, Papa cuma bercanda, kan? I'm in hurry and I have to go now, Its saturday night, c'mon!"

"Papa nggak terima argumentasi, Rei-Sim kunci motor kamu. Mending

kamu tidur, senin piangan."

Rigel berdecak, dia tentu saja tidak mau memberikan kuncinya begitu saja Bulan lalu mobilnya yang disita, sekarang motornya. Jika ia membuat onar lagi, mungkin ia akan dicoret dari KK

"Pa, terus aku sekolah nanti pake apa?"

"I don't know. Kamu bisa pikirkan sendiri nanti mau pake apa Itu bukan urusan Papa."

Rigel menggeram kecil dan menyerahkannya. Ia sudah malas berdebat dengan Ayahnya.

Ayahnya tersenyum, "Lain kali, bikin onar lagi yat" sambil menepuk

bahunya. "Tidur Belajar akan kedengeran lebih baik."

Rigel mengusap kasar wajahnya saat beliau telah berlalu. Ia menggeram Jengkel Ayah dan ibunya masih di ruang tamu. Obrolan mereka masih

## classayani

terdengar sampai ke simi Ia tidak bingung harus lewat mana untuk melarikan diri dari sini. Ada jendela di kamarnya. Ia bisa merayap lewat sana. Tapi ia bingung, harus menggunakan kendaraan apa untuk sempai ke tempat tujuan.

Rigel menurum anak tangga untuk kembali memprotes saat temannya sudah menanyakan keberadaannya. Tapi, langkalinya sontak terhenti saat melihat kunti mobilitya ternyata ada di atas lemani pajangan. Sambil menoleh ke arah ruang tamu untuk mengecek, ia dengan hati-hati mengambilnya.

Scringal kemenangan langsung mengembang, kembali naik ke atas

tanpa bersusah payah adu argumen dengan Ayahnya lagu

Star yang baru saja keluar dari kamar, mengernyitkan kening melihat Rigel mengendap-endap seperti maling. Ia telah rapi dengan piyamu pendeknya siap tidur. Ferapi baru ingat kalau buku pelapirannya masih ada di tas Rigel. Saat menyusul ikut memasuki kamar Rigel, dia sudah menghilang

"Kak Rei, Kak Rei..." panggdiya. Rasanya tadi ia tidak salah lihat melihat Rigel masuk ke dalam. "Kak, ako mau ambil buku," tidak ada sabutan, telapi Star mengernyit saat mendengar iompatan iompatan dari arah jendela dan

dengan ceput Star berjalan ke arah sana.

"Astaga, Kak Rei<sup>1"</sup> la melihat Rigel sudah ada di plafon rumah mereka di lantai satu. Lalu lookat ke bawab. "Pasar kaiting. Dia mau ke mana lagi?!" Starbergegas keluar dari kamar Rigel dan mengenakan sweaternya. Ia mengambil dompet lantas turun ke bawah. Untung orang tuanya sudah masuk ke dalamkamar.

Star berjalan keluar dari romah, la berlari menyusul Rigel yang sudah. melajukan mubilnya dan siap keluar dari gerbang tanpa keributan. Ia takut, nanti penghani di dalam rumah curiga kalan anak nakal mereka kembali

кионг lagi padahal belum beberapa jam dia sampai rumah.

"Ck mau ke mana lagi sih?" Bukannya kembali masuk, dengan bodonnya Star malah keluar di saat waktu telah semakin larut. Satpamnya menegur, khawatir mehhat dia keluar rumah jam segini sendirian. Tetapi ia memberikan kode untuk tidak berisik dan memohon untuk tutup mulut. Ja berjanji akan kembah secepatnya setelah menemukan Rigel.

It menghentikan ojek online, bapak itu tadinya tidak menerima kalau tak memesan kwat aphikasi, tetapi karena ia menjanjikan ongkos tambahan, dengan riang dia mau mengantarnya dan menyusul mobil Rigel

yang dibawa melesat cepat

"Mobil hitam itu ya?"

"Iva, Pak, nya" seru Star melihat mobil Rigel telah berhasil disusul Hampir setengah jam perjalanan, mobil yang dikendaraunya terlihat berbelok ke arah kelab yang tampak ramai. Didominasi mobil mobil yang melintasi pengamanan bagian palang depan, ojek akhirnya berhenti.

"Neng, gimana nih?"

Star mengeluarkan dua lembar uang seratus ribuan "Makasih ya, Pak

Nggak apa-apa. Saya masuk sendiri aja jalan kaki ke dalam."

Bodyguard di depan tentu saja tidak membiarkan ojek masuk Star akhirnya mau tidak mau diturunkan di depan gerbang dan berjalan ke dalam setelah memohon-mohon agar dipersilakan masuk. Lolos dan gerbang depan, nyatanya bukan satu satunya rintangan memasuki area terlarang ini. Tepat di depan pintu masuk menuju ke dalam kelah, ia dicegat dan diri mbu KTP. Musik yang mengentak keras bisa terdengar di sini sehingga untuk berbicara dengan bodyguard bertubuh tinggi dan tampak sangar itu, ia hat memekik terus-terusan.

"Pak, saya cuma sebentar Saya mau menemui Kakak saya. Sebentar aja kok. Nggak akan ikut joget joget di dalam. Saya nggak bisa diskoan, Masih SMA, Pak. Saya dilarang orang tua saya."

"Nggak bisa. Ade harus menyerahkan KTP."

"Saya lupa bawa, Pak. Nggak ada di dompet." Star memperlihatkan uji dompetnya: sementara bodyguard itu menatap heran penampilan Star dari atas kepala hingga kakinya yang dibalut piyama tidur "Nih, nggak ada. Saya juga bingung ditaro di mana."

"Mending adi tidur aja di rumah, senin sekolah" Dia mengibaskan

tangan, mengusignya.

"Tom, dia ikut sama gue," info sescorang di belakang tubuhnya. Star mumbalik badan, melihat suara yang mau membantunya

Alianya bertaut, mengingat-ingat stapa yang ada di depannya. Wajahnya

cukup lumayan ganteng dengan tindikan di kedua tehnganya.

"David, temen Kakak lo," ucap lelaki itu sambil mempersilakan Stir memasuki pintu kelab.

"Oh , anak kelas duabelas yang juga...," Star tidak sampai hati mengatakan gosip buruk tentang geng mereka. Ia tahu Kakaknya pun gabung dengan anak-anak nakal ini.

"Yang paling terkenal di sekolah," cetusnya sambil menarik lengan Star.

"Ngapam lo di smi? Suka clubbing juga?"

Star segera menggeleng, "Nggak, Baru pertama kali Mau mau nyari Kak Rei"

"Lah lo mau ngasuh dia?" ledek David. Mereka melewati keramatan orang orang yang suaranya ruth terdengar David kemudian menunjuk salah satu spot, ke arah meja bar. "Tuh, Kakak lo lagi bersenang senang sama mereka Mending lo pulang, bobo cantik aja. Bayinya soalnya lagi mau nyusu dulu"

Star mengepalkan tangan, memasang wajah kesal. Rigel memang tengah

claritagani

dampit oleh dua tubuh perempuan seksi berpakaian sangat terbuka di meja bar Dia memunggunginya, sehingga Star tidak bisa dengan jelas melihat wajahnya. Kedua perempuan itu bertopang dagu menatap Rigel kagum sambil berbicara.

Star berrafan cepat menghampiri, David menarik tangannya. "Fh. mau

ke mana?"

Star mengempaskan cekalannya dan berjalan ke arah Rigel. Benar kata orang. Kakaknya memang nakal dan tidak tahu aturan.

"Kak Reil" sentaknya.

Rigel membeku sesaat, sebelum in memutar tubuhnya dan terkejat melihat kembarannya berada di sini la loncat dan kursi bar dan menghanaparanya.

"S stat, kamu... kamu ngapain di sim?"

"Harusnya aku yang taoya sama kamu, ngapain kamu di tempat seperti JH?!"

"Bertemu sama temen."

"Temen ? Ya ampun, Kak, kita itu masih sekolah Seharuanya kita fokus belajar di rumah. Bukan kelayapan ke tempat seperti ini! Apa yang akan dikatakan Mama dan Papa kalau tahu Kakak mengunjungi kelab?"

Rigel mendorong tubuh David, dan menarik lengan Star ke arah kursi kelab di pojokan "Star, kamu ngapam di sini? Aku telepon sopir ya, suruh

jemput kamu."

"Ayo pulang Aku mannya pulang sama Kak Rei!"

"Star, temenku yang lain masih pada di suni Nanti aku pulang Kamu dulu aja."

Star menggeleng keras, "Harus pulang bareng!"

Rigel memijit pangkal hidungnya, "Astaga -

Gantian Star yang meraih tangan Rigel. "Ayo pulang."

"Ya udah, 1ya. Kamu duduk dulu deh. Aku ke sana dun sehentat," pasrah Rigel dan membawa Star ke meja teman temannya-- menitipkannya pada David.

"Kakak mau ke mana? Topi kita setelah ini pulang, kan?"

"Sebentar, Star, aku ke sana dulu."

"Mau ngapain?"

"Bicara dulu sama cewek tadi,"

"lh, Kak, ngapain sih?" Star menatap perempuan seksi itu lagi dari kejauhan. Ia bergidik, melihat pakatannya yang sangat terbuka dan kekurangan hahan. Dress-nya ketat yang cuma membalut dari dada yang tumpah sampai bokong. "Kak, dia kelihatan kayak cewek nggak bener."

"Kalau aku nyari cewek baik-baik, bukan di sim tempatnya," tukasnya

## adducted

sambil menyuruhnya duduk.

Rigel menatap tajam David dan temannya yang lain yang sedang cengengesan meledek. "Kalau ada yang beram nyentuh dia setitik aja, gue ringsekkin lo pada."

"Siap, Bosku Dia aman sama gue." Kekeh David -si pemilik kelab ini.

Rigel berjalan ke arah sana, berbuicang sebentar dengan dua perempuan asing itu. Mata Star tidak teralih ke arah mana pun, fokus melihat reaksi Rigel yang lebih banyak memberikan gelengan atau anggukan.

"Hey, lo mau minum?" tanya David.

Star menoleh ke arahnya. Tenggorokannya memang terasa kering. Ja haas setelah perlarian mengejar si nakal itu,

"Air putih aja,"

David menyodorkan geias kecil yang berisi minuman berwarna bening.

Star mengamb loya, matanya kembali pada Rigel

"Lama amat sih," kesalnya sambil meneguk minuman itu dan ia langsung terbatuk batuk soat rasa dan baunya berbeda dari air putih yang biasa diminumnya. "Ini ... apaan?"

"Air putch Kan tadi minta yang warna putili. Ya itu warna putih."

Tenggorokan Star serasa terbakar. Dalam beberapa detek, kepalanya terasa pusing baat la menatap ke arah Rigel yang menghampiri, tangannya menggapat-gapas.

"Kok Kak Rei ada dun?"

"Ayo pulang. Aku udah selesat."

Star tersenyum-senyum sambil melambaikan tangan "Ayo, ayo..." Ja menghamp ri Rigel, dan tubuhnya nyaris ambruk jika saja dia tidak segera berlari dan menahannya.

Star mendongak, tersenyum lebar Ja lantas menunduk, dan berjongkok saat melihat ikat pinggang Kakaknya tidak terpasang dengan benar

"Kok kebuka?" Star meracau tidak jelas dan ingin memasangkan ikat

pinggangnya. "Kak, sini aku pasangin," Dia berlutut susah payah

"Kalian kasth apa ke dia?!" decit Rigel murka setaya menjauhkan tangan Star dett ritsletingnya.

"Gue cuma kasih dia minum. Dia kayaknya haus." Sahut David tanpa rasa bersalah.

"Bego, anjing' Dia nggak minum!" sambil menahan tubuh Star yang belingsatan, Rigel memaki habis-habisan David dan yang lain. "Awas ya lo besok!" ancam Rigel dan dengan cepat, ia membopong tubuh Star.

"Kak, sini akn bantu pasangin!"

"Dlem kamu! Ngapam coba nyusul aku ke sini?"

Star memukul kepala Rigel. "Apa kamu bentak bentak?!"

## clasisayani

Rigel tidak menyahuti, membuka mobilnya dan memasukkan Star ke samping jok kemudi. Ia langsung menyusul masuk ke dalam dengan segera. Bisa beneran dihapus dari KK kalau mereka tahu gue biarkan dia mabuk

begini.

"Kak Rei, kenapa ada dua?"

"Diem Star, diem" Rigel menarik sabuk pengaman Star untuk

d pasangkan.

"Kak Rei masih marah sama aku? Padahal aku nggak pernah bisa marah beneran sama kamu. Aku bingung kalau Kak Res diem aja. Nggak gubris aku dan nggak anggap aku ada." Star yang tertawa-tawa, kini diganti dengan

tangisannya.

Star meraih kepala Rigel dan menangkup wajahnya yang hanya berjarak kurang dari tiga senti. "Kakak jangan marah lagi ya," Dan di detik itu pula, tubuh Rigel membeku. Nyawanya seakan baru saja tertelan oleh rasa terkejutnya saat bibir mereka saling bersentuhan. Cuma menempel seringan bulu, duigin dan kaku.

"Mwah jangan marah lagi ya." Star menatapnya sayu dan menepuknepuk pipi Rigel-Rigel tidak berkutik di tempat, berusaha mengumpulkan nyawanya yang berpencar. "Mama selalu cium Papa untuk menenangkan.

Dan Papa pasti nggak marah lagi. Hehe..."

Dan ... pingsan. Gadis kurang ajar itu pingsan sementara Rigel masih gelagapan.



Rigel membeku, tububnya kaku di hadapan Star sambil menalapnya kosong Star sudah terlelap, meninggalkan dirinya pada kegelisahan. Sesekali, gigi Star sahng bergesekken sambil menggumam tidak jelas. Hidung dan pipi Star terlihat merah. Bibirnya sedikit merenggang dengan deru napas teratur, la mengulurkan telunjuk, menempelkan pada ujung hidung mancung itu. Tanpa terasa, senyum tipis terurai, sebelum buru-buru tangannya ditarik lagi

saat pergerakan pelan dilakukan.

Padanya, Rigel tidak memiliki setaran anch yang menakutkan ini. Semua sentuhan dan kasih sayang yang ia lakukan, menurutnya adalah hal normal otas dasar rasa sayang kekeluargaan. Kakak pada adiknya. Atau saudara kembar yang pernah tinggal di rahun yang sama. Tapi kah ini, debaran jantungnya menyambut dengan sangat menyeramkan sentuhan ringan itu. Citaman bukan sesuatu yang anch bagi kehidupan harnya. Ia melakukannya dengan perempuan-perempuan dewasa di luar sana. Kadang sekadar bersenang senang, atau cuma sebatas pelampiasan untuk melangkahi semua batasan. Ia tidak suka dikekang, dan tidak akan pernah tunduk pada semua aturan manusia yang telah ditetapkan. Hidup terlalu singkat untuk tetap berada di zona aman, bukan?

Iapi . tapi bukan dengan mendobrak hukum alam yang telah ditetapkan Iuhan Berdebar karena ciuman kembaraninu sendiri Jelas sungguh terlatang. Aturan manusia bisa dengan mudah ia lawan. Aturan

Tuhan, mampuslah dia kalau sampai keluar dari batasan.

Tupi, bercinta tanpa ikatan pernikahan juga dilarang Tuhan

Iya, bego! Tapi berpikir yang nggak nggak tentang adek lo itu lebih menjijikkan.

Batinnya bersahutan. Sisi malaikat dan iblisnya Bahkan ia tidak yakin

## clasisayani

masih tersisa sisi malaikat dalam di rinya. Mungkin cuma malaikat bohongan yang berpura-pura ikut mengingatkan untuk membuat dirinya kebingungan

Tapi anchnya, Star tidak membuatnya menndang jijik. Lebih dari itu, la

malah ngeri pada dirinya sendiri.

la mundur perlahan, menegakkan duduknya sambil menatap ke depan

"Wow," Ia berseru pelan, menyentuh dadanya sendiri sambil mengembuskan napas panjang. Untuk sesaat, ia tidak bergerak Bernsaha menetralkan rangkaian aneh dan konyol yang tengah menyerbu batinnya,

la menggeleng cepat, memukul kepalanya sendiri dengan keras untuk menyadarkan lagi dan lagi "Bego jangan dipiara" Itu bibir kembaran lo, anjir!

Ngapan deg-deg an?!" Musnah lah kau, setun...!

Senakal-nakalnya kehidupainiya, menyeret Star pada kubangan dosa,

tidak seharuanya dilakukan.

la memijit pelan keningnya, merasa bersalah, tetapi juga debaran ini terasa menyenangkan. Gelisah yang mikmat. Ia tidak pernah merasakan int sebelumnya. Getaran anch yang pernah ia rasakan adalah ketika melepas keperjakaannya saat kelas sebelas semester awal. Jelas, karena itu pengalaman pertama dan ia tidak tahu apo pun tentang pergaulan di luar batas kewajaran untuk anak seusianya. Petapi rasa yang sekarang tengah menyergap ini ... berbeda. Tidak seperti ini saat ita. Bukan debaran jantung seperti ini yang is rasakan.

la superti sedang ikut lomba lari marathon untuk mengalahkan diri send ri tanpa tujuan pasti. Terengah sendiri. Lelah sendiri. Kewalahan sendiri. Dan pilihannya cuma berhenti, atau mati.

Rigel menoleh padanya. Menatapnya lebih lekat

Adohh .. ngapain sih nolah-noleh malu!

la berdecak, segera membuka hoodie-nya dan dengan cepat melemparkan pada wajah Stat.

Nah, ditutup Muka komu oda setannya. Atau, justru gue yang perlu

ditutup usianya. Tak ponut, tak palut...

Pending n mobil yang menyala, tidak menyurutkan panas yang menerpa seluruh saraf. Sedetik sentuhan itu, sepertinya akan membawa dirinya pada. Jurang peraturan yang akan benar-benar memenjarakannya. Pada aturan

yang bisa saja menghancurkan keduanya.

la takut. Iapi juga penasaran ingin menggali lebih dalam apa yang sebenarnya tengah ia rasakan. Tapi, ia juga takut. Takut ia akan menyeberang pada sesuatu yang tidak akan bisa membawanya pulang. Takut tersesat pada hal-hal menakutkan yang akan menjerumuskan mereka berdua pada hngkaran kegelapan. Cukup ia yang banyak dosa. Star biarlah menjadi malaikat bersih tanpa cela.

Should design Com/Score of

adduted

Rigel menurunkan kembali hoodie yang menutupi wajah Star, lalu digunakan untuk menutupi pahanya. Jemarinya menyentuh helai rambut halusnya yang menutupi sebagian wajah sambil berusaha mengenyahkan pikiran konyol yang tidak seharusnya bergentayangan.

Sudah, Rei. Berhenti menjadi anjing gila!

-40

Tiba di depan gerhang rumah, ia keluar dari mobil tanpa mengklakson gerbang—takut orang tuanya tahu kalau ia baru saja pulang.

"Pak Asep, buka pinninya, Pelan-pelan ya."

Satpam itu memandang penampilan Rigel yang bertelanjang dada, sambi mengernyit heran. Rigel memberikan isyarat dengan menggerakkan telunjuknya agar gerbang cepat dibuka

"Ola 1-19%, Time Reil" Si satpam itu buru-buru mematuhi sesuai titah

"Pak, jangan bilang ke siapa siapa kalau kami keluar malam ini. Kalau nggak...," Rigel menunjuk ke arah kamarnya, "...panah akan melayang dari arah sana!" ancamnya sambil menyeringai dan menepuk bahunya santai.

Satpam itu menatap bagian jerdesa kamar Rigel yang agak terbuka. Kemudian menelan saliya kasar dan menatap tuannya lagi sambil mengangguk cepat.

"Iya, Tuan!" Sial sekali malamnya harus bertemu dengan mafia di

rumah ini.

Rigel menjentikan ibu iari. "Pak Asep memang terbaik." la memasuki

mobi, dan melajukan ke parkiran halaman rumah

Ya iyalah. Mana ada yang berani menolak tituhnya. Mangga di belakang pos satpam, habis dipanahi oleh Rigel dari jarak beberapa meter di atas kamarnya. Dia memanah apa pun selalu tepat sasaran Pernah sekali Asep hendak menyampaikan apa yang ditanyakan nyonyanya perihal anaknya yang sering keluar saat malam, sedang ia sudah diperintahkan untuk tutup mulut oleh Rigel. Baru akan membuka mulut, cangkir yang berada di kursi satpam, berhasil dilobangi. Panah yang dimiliki olehnya itu bukan panah biasa. Usung busurnya bahkan terbuat dari baja tajam yang meng lat.

Heran, dia itu sebenarnya kenapa? Seolah tinggal di tengah hutan atau

di zaman kerajaan yang memerlukan peralatan sejenis itu.

Asep mas,h ingat dengan jelas saat Mafia kecil itu tersenyum licik sambil melambaikan tangan, lalu mengangkat ponsel dan menggoyangkannya. "Oh, gitu ya," isi pesan singkat yang masuk ke ponselnya. Dari kejadian itu. Asep tidak lagi berani melanggat perintah. Berbohong pada ibunya paling ditegut, atau hal terburuknya dipecat. Tetapi mengkhianati anaknya sebelum berhasil melangkah keluar dari gerbang, ia mungkin sudah dipanah

dan mat, di tempat,

444

Rigel membawa tubuh Star ke kamarnya. Beberapa lampu terang di ruang tengah sudah dimatikan. Tidak ada yang lebih disyukurinya dari terlelapnya semua orang di rumah ini. Waktu telah menunjukkan nyaris tengah malam. Dan ia pulang dalam keadaan berantakan sambil membawa tuan puteri mereka yang bersih tanpa dosa dengan keadaan tidak sadarkan diri. Jika ketahuan, hukuman paling yakin akan dilakukan oleh ayahnya adalah memanggil pengacara saat ini juga dan menyuruhnya untuk mencoret nama Rigel Dione Alexander dari dattar keluarga.

Pelan, Rigel mena ki satu per satu undakan tangga.

"Kak...." Star memanggil sambil mengerjap ngerjapkan matanya.

"Sstt " Rigel menutup mulut Star dan mempercepat langkah. Di dalam

kamar, barulah ia bisa mengembuskan napas lega.

Ia melepaskan bekapannya dan membarmgkan tubuh Star di tengah ranjang, "Tidur," Rigel meletakkan telapak tangan pada kedua mata Star agar tertutup. Star kembah diam dan tenang.

Rigel baru saja melepaskan dan hendak keluar dari kamai, sebelom Stari

memegang lengannya.

"Jangan ke mana-mana laga Tidur Aku nggak suka Kak Rei betada di kehidupan malam seperti itu." gumamnya sambil menggeser tubuhnya—memberikan ruang untuk Rigel. "Jangan tersesat terlalu jauh, Kak, aku takut aku tidak bisa lagi menemukanmu."

Rigel membisu, kemudian memilih menyelimuti tubuh Star tanpa

mengucapkan apa-apa. Dia cuma sedang melantur Dia sedang mabuk.

"Mengejar keludupanmu yang har dan gelap, kadang membuatku takut. Aku takut kamu kenapa-napa. Aku takut kamu tidak tahu caranya kembali. Dan yang paling membuatku takut, kehilanganmu akan menjadi mimpi burukku."

Gerakkan Rigel benar-benar berhenti. Matanya sudah tertuju pada wajah Star Air mata Star keluar menetesi bantal padahal netra itu turtutup rapat

"Jangan mengejarku. Berhenti demi kebatkatimu." Rigel menyahut

pelan, menelan saliva susah payah.

Star tidak lagi menyahut saat Rigel menunggu jawabannya. Dia mungkin sudah kembali tidur, dan ucapan itu cuma sekadar kalimat kosong di alam bawah sadarnya. Dua menil, Rigel berdiri menatapnya yang terlihat damas padahal sesungguhnya ia membutuhkan jawaban. Menyebalkan, Mengapa dia hilang kesadaran setelah memulai percakapan,

Rigel mengambil hoodie-nya. Sepertinya Star akan tidur sampai pagi. "Good night Bintang di galaksiku." Ia mengusap rambutnya, kemudian berbalik ke arah pintu untuk keluar dari kamar Stat.

"Andarkan aku bisa, Kak." Jawaban itu mengalun pelan serupa gumaman dari bibir Star, tetapi masih bisa dengan jelas Rigel dengar. "Jadilah Bintang

petunjuk arahku. Seperti namamu."

Rigel berhenti beberapa detik, setelahnya keluar dari kamar tanpa mau lagi berbalik. Sudah cukup drama malani ini. Untuk pertama kalinya, Star terdengar sangat kecewa. Dia pasti sulit menerima saat mengetahui kehidupan liar dirinya yang sesungguhnya



Rigel terjaga hampir sepanjang malam. Saat ibunya mengeluk pintu, jelas ia seperti manusia tanpa jiwa yang duduk termangu menatap kusong pada samsak hitam yang menggantung—yang dari semalam ia pukuli dengan kepalannya. Kedua buku tangan Rigel memerah, matanya tampak sayu, dan ia masih tidak bisa tidur juga sampai saat ini. Pun waktu telah menunjukkan ke angka tujuh pagi, sudah saatnya ia bergegas membersihkan diri dan berangkat ke sekolah.

Oh Senin, mengapa harus datang saat pilurannya dalam keadaan

berantakan.

Ketukkan sekali lagi terdengar dan balik pintu kamarnya. "Rei, buka pintunya. Sudah jam berapa ini, mengapa belum keluar juga!"

Rigel mengusap kasar wajahnya, mendengkus sebal

"Rei, apa perlu Papa saja yang membangunkanmu?"

Mendengat ancaman itu, dengan berat hati Rigel mengangkat bokongnya dan membuka pintu kamar. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya tertesuk kesal.

"Ya ampun, dari tadi dibangunin susah amat!" omel Lovely

Rigel tidak sama sekali takut akan omelan Ayahnya, la cuma malas mendengar siapa pun berceloteh panjang kali lebar saat ini. Lagipula, ayahnya adalah orang yang sangat ia segami. Dia tegas dan sangat disiplini. Keras, tetapi juga bisa sangat perhatian. Dia memenuhi kebutuhannya, tetapi bisa dengan mudah mencabut semua fasilitas yang diberikan tanpa pikir panjang saat beliau dibuat marah. Dan yang paling membuatnya patuh, ia takut akan ancaman ayahnya perihal niatan memindahkannya ke sekolah khusus pria di london. Ketat dan disiplin peraturan yang ditetapkan di sana. Ia tidak mau, la tidak siap jika harus berpisah dengan Star untuk jangka waktu yang lama.

#### oddeted

"Iya, sebentar lagi aku mandi," sahutnya pasrah sambil bersandat malas pada kusen pintu.

Ibu iya yang berkacak ke satu pinggang, mendecak sambil merapikan rambut anaknya "Cepat, jangan sebentar lagi terus dari pagi" Ibanya menolehkan kepala ke arah tangga, lalu melambaikan tangan, "Sea, sini tugasmu mengetuk pintu anak ini sampai dia ketuar"

Rigel memerhatikan pelayan itu yang berjalan kaku sambil menunduk dan saling menautkan kedua tangannya. Ia tidak bisa melihat dengan pelas wajahnya. Tetapi sepertinya dia masih sangat muda. Rambut hitam legamaya dikucir satu, dan dahinya mengilat karena jejak keringat.

"Pelayan baru?" tanya Rigel berbasa basa sambil lalu ke dalam kamarnya saat pelayan muda itu dengan patuh berdira di sisi ibunya—di luar kamay

"Iya. Meri kan kemarin pulang kampung, dia mau nikah. Bik Suti

bawan, pengganti lagi. Kenalin nih, namanya Sea"

Pelayan itu menundukkan kepala sedikit, tanpa berkata apa apa. Hunya deru napasnya saja yang terdengar sedari tadi. Tidak ada suara atanpun lontaran kalunat perkenalan kepada mankannya.

Rigel tidak mendengarkan Lagipula ia juga tidak perlu tahu tertang siapa dan bagaimana dia bisa bekerja di rumah ini. Semua hal itu tidakian

penting sebenarnya

"Dia nanti yang bantu beresin kamat kainu dan yang akan memantai gerak-gerik kamu di sekolah," jelas ibunya, "Mama tidak mau lagi dengar kama buat masalah di sekolah, Jugat itu, Reil"

Rigel hendecak, tetapi maias melawan saat mendengar penuturan ibunya tentang tugas *mulai* yang akan daemban pembantu baru itu. Terserah saja, Gadis kurus kering itu memang bisa apa untuk mencegah dirinya dari

apa pun yang ingin ia lakukan?

"Sea tadi kamu udah ketemu sama htar Nah, ini Rigel, Kakaknya. Mereka berdua kemban Seperti yang kamu lihat, Star itu sangat riang dat bawel Tapi bujanganku yang satu ini, dia pemarah dan tidak terlalu banyak bicara. Nanti, bantu temani mereka ya? Saya mau ke bawah dulu. Kamu jangan pergi sampai dia selesai," tunjuk ibunya pada Rigel yang sedang memainkan ponsei di dekat ramang

Pelayan bernama Sea itu kembah menunduk patuh. Lovely berlalu ke

bawah, meninggalkan mereka berdua saja.

"Heh, tukang bersihin kamar, kan? Sini, beresin kamar gue" ketua Rigel sambil mengedikkan dagu ke arah ranjang. Matanya tidak sama sekali menatap pelayan itu, tetap fokus pada layar ponselnya yang menuhki banyak diat masuk dari beberapa perempuan dan teman satu gengnya

Sea berjalan ke dekat ranjang. Dengan cekatan tanpa menatap Rigel

### clarifagani

yang sedang membuka ikat pinggang, dia tetap fokus pada apa yang sedang dikerjakan. Padahai pelayan lain yang biasanya, pasti akan ikut curi pandang pada apa yang sedang Rigel lakukan. Wajahnya sedikit terangkat, sehingga sekarang Rigel bisa melihat dengan jelas rupa pelayan itu. Dia tidak terlalu cantik jika dibandingkan dengan perempuan di sekitarnya. Terang saja, dia memang cuma orang kampung dan juga seorang pelayan.

Otaknya yang memang sedang berantakan malah dengan tidak ada kerjaannya membandingan wajah mereka Seperti langit dan bumi, sudah pasti mereka memiliki rupa berbeda. Dia dekil, sedangkan mereka putih mulus. Apalagi jika disetarakan dengan adiknya, Star. Perempuan yang la kenal semuanya kalangan atas, pelayan bernama Sea ini cuma berasal dari kasta rendahan Lucu, mengapa ibunya mengutus pelayan seperti ini untuk menjaga gerak-geriknya? Apa dia tidak kasthan kalau si kurus kering itu kenapa-napa? Satu kah entakkan, mungkin tulang dia bisa tetak.

"Lo tanu, ngejagam gue itu kerjaan yang nggak ada kenaan sebenernya. Gue bisa jaga dari gue sendiri dan gue nggak butuh lo awasi." tukas Rigel sambil membuka ritsleting celana jinsnya, tapi belum menurunkan. Niatnya ingin menun ukkan padanya bahwa ia aming gila yang tidak akan pernah bisa dibatasi ataupun diawasi. Suara ritsleting yang terbuka, anggap saja

sebagai gertakkan pelan.

"Mending lo pulang lagi, bahk ke kampung lo. Nyabatin padi, giling,

dapet beras, bisa makan. Perot keoyang, li dup tentram Beres"

Sea sempat bergeming—tanpa menatajunya, melainkan pada ranjang yang berantakan dengan wajah yang tertata datar. Layaknya robot, tadi dia berjalan lurus meski tanpa menghilangkan kesopanannya saat melewati Rigel.

Rigel kian mendekati Sea, merendahkan hibuhnya dan berkata, "Gue orang yang sangat anti dengan aturan. Dan siapa pun yang ikut campur dalam urusan gue, artinya dia sudah siap untuk gue tonjok). "Rigel benarbenar melepaskan celana jinsnya, "...nggak peduli lo perempuan atau laki."

Dia coba menunjukkan ketidakpeduliannya, dan cukup terkesan karena Sea sama sekali tidak bereaksi. Tidak terkejut, ataupun terpukau Biasa saja Padahal ini termasuk pertunjukkan yang menarik. Jika itu Star, pasti dia akan berisik mengomelinya dengan gemas. Tapi manusia ini, menatap pun tidak. Padahal Rigel sangat yakin si Laut ini menyadari ketelanjangannya yang cuma mengenakan bozer hitam.

"I o tuli, iya kan?" sarkasnya, saat tidak mendapatkan sepatah pun respons.

Sea mengangguk. Entah mengerti atau tidak apa yang Rigel sampaikan. Cuma berlangsung kurang dari sepuluh detik mendapatkan perhatian

darınya, sebelum dia kembalı melanjutkan aktivitasnya seolah menganggap angin lalu ucapan Rigel.

Rigel yang meniang sedang kesal, mengentakkan ikat pinggang itu ke

sofa dengan keras.

"Darm it! Mengapa semua orang jadi begitu menyebalkan?!" geramnya

sambil menendang pintu kamar hingga tertutup kencang.

Sea tidak sama sekali teralihkan dan apa yang sedang dikerjakan. Dia tetap menata bantal dan selimut sesuai titah sang majikan.

"Anjing lah semuanya!" Rigel berjalan ke arah Sea, mendorong bahunya

cukup keras, "Sana keluar lo!"

Sea terdorong sedikit ke belakang, ia mengangguk pelan dan berbalik keluar sesuai titahnya. Tentu, tanpa merasa tersinggung akan sikap semena-

menanya. Dia dibayar untuk ini.

Rigel mengambil bola basket dan melemparkan ke arah pintutepatnya ke arah gadis pelayan menjengkelkan itu. Kasar? la memang seperti ini. Kecuali pada Star dan ibunya, perempuan lain la anggap sama. Samasama cuma makhkek herbeda kelamin tetapi tak ada yang spesial dalam diri mereka.

Dan secepat kilat tanpa berbalik, Sea memiringkan kepalanya dan menangkap bola itu dengan satu tangan. Rigel menganga sekian detik, saat pelayan itu berbalik dengan bola basket yang tadi dengan keras ia lemparkan, Bagaimana mungkin si kurus itu bisa menangkapnya? Seumur-umur, baru kati ini ada yang dengan tepat bisa menghalau serangannya.

"Sori, nggak sengaja kelempar" dalah Rigel tampa merasa bersalah. Tentu

saja itu alasan klise bagi dirinya saat meledek musuh

Sea menunduk, menatap bola basket itu beberapa saat. Tangannya terulur, mengangkat bola basket itu ke hadapan Rigel Dan ditringi dengkusan samar Rigel berjalan mendekat ke arah Sea hendak mengambil a ih bola itu sebelum Lba-tiba dengan kencang dan tepat sasaran, Sea malah melemparkan bola itu keluar jendela kamar. Padahal jarak jendela dan pintu kamar lumayan jauh, sementara tangannya sudah terulur siap mengambil.

"What the fuck' Are you fucking crazy?" Rigel meraih kerah kausnya-

menatapnya tajam, merasa direndahkan

Sea menahan tangan Rigel yang mencengkeram kausnya cukup kuat, dan dengan entakkan tak kalah keras, dia berhasil melepaskannya. Kemudian dengan raut datar. Sea menatap Rigel-untuk yang pertama kali-sebelum menunduk kecil dan berbalik keluar dari kamar.

Makhluk apa lagi yang harus gue hadapi?



"Kak Rei belum keluar dari kamar?" tanya Star pada Sea yang masih setia berdiri kaku di depan pintu. Star sudah rapi dengan seragam sekulahnya lengkap dengan ransel.

Sea menggeleng pelan. Ia sudah berulang kali mengetuk, tapi belum ada tanda-tanda dia akan keluar. Mungkin tuannya kesal karena tadi dirinya berulah. Tapi ... hey, siapa yang memulai? Anak itu memang kurang ajar.

Star menggebrak pintunya keras-keras. Dari kemarin, ia tidak melihat sisi wajah Rigel. Rigel lebih sering mengurung diri di kamar seharian penuh. Ditambah lagi ada mara arisan komplek yang diadakan setiap satu bulan sekali di rumah ini. Mana mungkin Rigel mau bersosialisasi dengan keramaian penuh aturan seperti itu. Diharuskan memasang wajah hangat dan menyapa ramah mereka Tersenyum palsu atas nama tata-krama. Sopan-santun adalah keharusan di atas segalanya.

"Apa mereka tidak merasa muak harus menebar senyum ke setiap bibir

yang menyapa?" katanya. Setiap disuruh untuk bergabung.

Apalaga kemarin ada dua ibu ibu yang sengaja membawa anak gadisnya—niatnya mereka ingin kenalah dengan Rigel. Tetapi si pembuat onar itu malah tidak sama sekali memunculkan batang hidungnya.

"Kak Rei, udah jam setengah delapan! Cepetan keluar ih," gerutu Star sambil terus menggebrak-gebrak pintu. "Sea, bantu aku dong Dia pasti pura-

pura nggak denger."

Sesuai perintah, Sea ikut mengetuknya menggunakan punggung jari. Tidak sebringas Star, masih penuh dengan jiwa pelayan Sopan, sesuai aturan. Tidak mungkin ia melakukannya sama sepertinya.

"Kamu kalan pelan kayak gitu, dia mana denger. Kak Rei itu orang yang paling bandel dan keras kepala. Jika kamu leman, kamu akan mudah

#### Micted

ditindas." Infonya, sambil kembali menggebrak pintu kamarnya "Oh ya,

menurut kamu, Kak Rei itu gimana? Ganteng nggak?"

Semua gadis yang mehitut Res, posti terpesona. Muda maupun tua. Star jedt penasaran pendapat pelayan barunya ini. Dia terbhat sangat pendiam, persis seperti Kakaknya. Sejak ia dikenalkan pada Sea oleh ibunya kemarin stang, la beium pernah sekalipun mendengar suara Sea. Dia tidak berhicara, kecuali menggeleng atau mengangguk mematuhi perintah.

Bener saje, See memesang wajah datar, tidak terlihat berniat menyahuti perlanyaan itu. Memang tidak penting. Star cuma ingin tahu pendapatnya

Sala.

"Hm, ganteng ya?" Star menyahut sendiri sambil mengangkat bahu-

Sementura Sea tetap tidak tertanik mendengar pembahasan itu

Star tersenyum tipis. "Banyak cewek di sekolah yang deketin aku buat deket sama Kak Rei. Mereka cuma manfaatin aku untuk dijadikan jembatan agar bisa kenal sama dia, I know But, it's okay Kak Res itu dingin, dia sepertinya nggak tertarik sama mereka kecuali...," Star termenung sejenak, kepalannya berhenti menggebrak, " ah, lupakan."

Star hampir lupa kalau pergaulan Rigel sudah sangat jauh bersama perempuan. Rigel cuma tidak mengatakan padanya Tapi, dia tampak ahli dalam bidang wanita. Kejadian di kelah, sudah bisa membuktikan hahwa Rigel adalah definisi bad boy yang sesungguhnya. Namun meski higitu, Star masih percaya bahwa dia akan selalu menjadi pelindungnya. Dia akan menjadi orang pertama yang akan menjaganya.

Sea menatap Star, mel hat wajahnya yang sedikit murung. Cuma beberapa detik, sebelum bibir Star yang terkatup sedih itu menumpakkan

senyuan semringah lagi.

"Ayo, bantum dong gebrak pintanya. Ini udah kesiangan bangeil"

Sea pun mulai mengangkat tangan, mengepalkan keras dan membanta menggebraknya sesuai perintah. Dan cukup satu gebrakan, pintu itu terbuka dan hantaman keras langsung melayang ke arah wajahnya. Wajah Rigel, lebih tepatnya.

"Anjing" Rigel refleks menutup wajahnya dan meringis ngilu lo terasa luar biasa menyakitkan "Lo bego atau apa? Ngapam nonjok gue, anju?!" Dia masih menunduk sambil menyeka hibunya yang terasa asinlbu jarinya mengusap sudut bibir, dan saat melihatnya, benar saja, bibirnya mengeluarkan darah

"Astaga, Sea!" Star menghampiri Rigel, terkejut saat ton okkan ti melayang keras ke wajah kembarannya. "Aduh, tadi aku cuma nyuruh dia gebrak pintunya, Maaf, maaf ."

"Gue udah bilang, tempat lo itu bukan di simi! Tapi di sawah sana! Lo

### classayani

nggak pantes berduri di depan gue, Anj—"

Star menggeleng dan menutup bihir Rigel dengan tangannya "Nggak boleh berkata kasar ih," peringatnya. "Sini, aku obatut dulu. Aku tanggung jawab kok, Kak, don't worry."

Star audah berjinjit-jinjit ingin membantu menyeka darah di sudut bibir

Rigel, telapi tangan Rigel memegang kedua tangannya. "Nggak perlu."

"Perlu. Bihir Kakak pecah," Star memandang Sea sesaat, turun pada

kepalan kecil tangannya. Dari mana kekuatan itu berasal?

Rigel mendesah pelan, menggeleng kecal, "Jangan. Nanti tangan kamu kotor" Dan dengan kilat amarah yang memuncak, Rigel menatap bea dan

mendorong dadanya jengkel. Raut hangatnya berubah 180 derajat,

Baru kenal beberapa jam, Sea sudah herhasil mempermainkan emosinya, butah mengapa, ia kesal setengah mati padanya Ia ingin agar dia secepat mungkin angkat kaki dan menyerah pada perintah ibunya. Apa yang akan dikatakan semua orang? Rigel yang lebih sering meringsekkan anak orang, sekarang diawasi oleh seorang perempuan.

Sea terdorong sedikit Tamaiu lagi ke tempat semula, dan menundukkan kepalanya. Ia bergeining tepat di hadapan Rigel tanpa perlawanan. Tahu la salah telah menonjok wajah mankannya meskipun tidak sengaja. Tetapi di bibirnya, tidak ada kata maaf yang terlori or Karma is a bitch. Anggap saja

seperti itu.

"Lo masih marah sama gue gara gara ke adian tadi pagi?" Rigel menunduk, mencengkeram bahunya yang kecia. Dengar, gue bisa ngelempar seratus bola ke kepala lo sampe lo geger otak. Kontra sama gue itu nggak ada gananya, sama halnya jagam gue yang akan bikin hidup to mendenta."

Tidak ada sahutan, ekspresi datarnya tidak berubah.

Rigel membasahi bibirnya yang kering, kian mendekati telinga Sea. "Hanya tentang waktu sampai gue nendang lo dan rumah ini. So, when you get the shares to get the first of the off tales in 17% of the shares to get the first of the shares to get the samp and the first off tales in 17% of the samp and the

get the chance to get the fack off, take it up!" tekan Rigel gregetan

Bahkan cengkeraman Rigel, tidak membuat Sea bereaksi Ringisan, protesan, kesakitan, semuanya terbungkam der gan baik tanpa perlawanan. Padahal Rigel bahkan bisa merasakan tulang bahunya yang menonjol di balik kaus oblong yang dikenakannya.

Star memegang tangan Rigel, mendorong tubuhnya ke belakang "Kak, aku yang salah. Tadi aku yang nyuruh dia bantu gebrakan pintunya Jangan menakuti Sea. Aku minta maaf, tolong jangan marah lagi. Kata harus segera

berangkat, int udah kestangan."

Sca padahal tampak biasa saja Berdiri tegap tak terlihat ketakutan. Kepalanya tertunduk, wajahnya masih tanpa ekspresi meski mendengar ancaman tajamnya.

#### adduted

Rigel mulai tenang, mengalihkan wajahnya dari sa Laut memuakkan <sub>itu</sub> kepada Star. Melihat Star, Rigel jadi ingat akan kejadian malam minggu lali, saat Star mabuk dan menciumnya untuk membuat sa memaafkannya. lerasa sembut dan menyenangkan meski sungguh terlarang.

Apa Star ingut kejadian itu? Ia bahican terjaga selama dua malam penuh gara gara gelisah tak keruan. Setan bergentayangan pada saraf otakinya

terfalu sering.

Rigel mundur sedikit, menatap Star dengan canggung dan bertanya,
"Are you okay?"

"Huh?" Star mengernya samar, kebingungan.

Rigel mendorong kasar dada Sea agar enyah dari penglihatannya, lali, menibawa Star ke dalam kamar dan menutup pintu—membiarkan Sea berdiri sendirian di luar.

"Apa kamu mgat ... sesuatu?" la mut Rigel saat pintu telah tertutup rapat, 
"Tentang apa?" Star menyentuh sudut bihir Rigel yang terlihat lebam, la 
mengambil tisu dari ranachiya dan menyeka sedikit darah yang keluar dari sana.

"Malam Itu, saat you know," Rigel tidak menemukan kata yang tepat,

mengangkat baha memberikan bahasa isvarat.

"Aku nggak ngerti apa yang Kak Rei maksud," tukas Star sambil menaikkan kerah seragamnya "Kak, mana dasinya? Pagi nu kita ada upacara. Mama juga akan ngomel salan lihat kamu nggak berpakatan dengan benar"

Riger menurunkan tangan Star agar berhenti menyentuhnya. "You know

what I mean,"

"I don't Seriously"

Dengan kesal, Rigel menarik kedua pipi Star hingga Star memerik kesakitan lalu mengacak rambutnya gemas. Star memukui bahu Rigel, seba.

'Apaan sih, Kak, ih'\* Siar memundurkan kepalanya, sambil mengusapusap pipinya.

"Ya idah lah, kita berangkat." Seharusnya ia hersyukur kalau Star benarbenar tidak ingat kejadian malam itu

Rigel baru saja akan meraih kenop pintu, tetapi suara Star menghentikan

langkahnya seketika itu juga.

"Maksud Kak Rei tentang kehidupanmu yang liar dan suka berman dengan banyak perempuan dewasa da kelab?" Star berjalan menghamput sambil membawakan dasi Rigel Rigel bergeming, menatap Star yang berduk di hadapannya dan membantu memasangkan dasi sekolahnya ia menunggu ucapannya, tanpa penolakan. "Atau... tentang pengakaanku yang takut kehilanganmu? Yang sangat takut kamu tersesat dan aku akan kesuhtan menemukanmu?" Ja mendongak, menatap tepat pada kedua manik Rigel.

### claresayani

Mereka bungkam, saling menatap, sebelum pintu terbuka lebar, dan di sana ada Sez yang membukanya. Dia berdiri tepat di depan pintu seraya menatap keduanya. Tidak mengatakan apa apa, benar benar cuma memandang.

Star menyelesaikan ikatan terakhir dasi Rigel dengan rapi, dan dengan cepat menurunkan kerahnya. "Mama udah manggil ya? Kami tadi bicara sebentar" Star menarik lengan Rigel, membawanya keluar dari kamar "Ayo,

Kak, berangkat."

"Apa lo hat-hat? Sopan banget lo buka-buka pintu kamar gue!" tekannya pada Sea.

Sea tidak menyahut, mengedikkan dagu ke arah tangga.

"Ngomong! Lo punya mulut, kan?" Rigel maju, memepet tubuh kecilnya. Bahkan dengan melihat kelakuannya yang bak robot saja, sudah terasa mengesalkan.

"Kak, udah sih," Star menank-narik lengan Rigel agar cepat turun saat

suara ibunya telah melengking keras memanggil di bawah.

Rigel benar-benar naik pitam, ia mengerang ingin sekali melayangkan tonjokkan jika tidak ingai makhluk bernama Laut ini berjenis kelamin perempuan.

Rigel mensbrak dengan sengaja bahu Sea. Sambil lalu, dia berucap,

"Dilang same gue seat lo udah benjami kelebun!"

Sambi, berdempetan, Ster dan Rige, turun ke bawah diikuti Sen dari belakang. Tetapi baru dua tangga yang diturum, langkah Rigel berhenti dan menoleh di bahu

"Jalan saat kami sudah mrun sepenuhnya ke bawah"

Tidak menolak, Sea melakukannya sesuai perintah.

"Kahan kenapa lama banget sih? Udah jam berapa mi?!" omel lovely samoil mondar mandir memasukkan roti ke dalam kotak makan, menyerahkan pada Rigel yang berdiri di undakan tangga terakhir tanpa pergerakan Sengaja, agar si Laut itu tetap berdiri di tempatnya.

"Kak, ada yang ketinggalan?" Star mengangkat alis, melihat Rigel malah

bersandar santai pada roiling tangga.

"Nggax ada."

"Terus?" Star menatap kaki Rigel—heran mengapa kakinya seperti merekat pada undakkan tangga terakhir. "Ngapain berdiri di situ?"

"Nggak ngapa ngapam."

"Terus, kenapa nggak turun?"

"Nggak ada," Rigel tersenyum licik, mehrik ke arah pelayan itu yang setia berdiri di atas.

"Kenapa masih pada di sim?" Lovely memprotes, kemudian menatap

ke atas melihat Sca berdiri di ujung tangga. "Sea, ngapain kamu di sana?

Cepetan, turun sini. Temani mereka ke sekolah."

Rigel menatap ibunya tidak percaya. Ia kembali menyerahkan bekal makannya jengkel. "Ma, jangan bercanda. Kami bukan anak TK yang perlu dijagai sama suster. Aku yakin si Laut itu bahkan berusia tidak lebih tua dati kami! Nggak lucu ya. Aku nggak—"

Bruk...

"Fuck!" Rigel nyaris jatuh membentur lantai saat Sea dengan gesit turun

ke bawah dan menabraknya. "Lo itu nyari gara-gara mulu ya?!"

"Lah, ngapam kamu berdiri di tangga? Udah tahu Sea mau lewat," bela Lovely sambil menyeralikan kotak makan Rigel pada Sea. "Suruh habiskan, Dia belum sarapan."

Sea mengangguk, meski batinnya berteriak, "Bagaimana caranya?!"

Rigel keluar dengan cepat dari rumah setelah berpamitan singkat. Bisa gila kalau lama lama berada di sana dan memperpanjang perdebatan.



"Kak, tunggu!" Star menyusul Rigel saat dia melenggang keluar dengan cepat ke arah gerbang depan "Kak, kita berdua bisa naik mobil sama sopit. Ngapain jalan kaki kayak gini?"

"Aku nggak. Kamu aja."

Star terus berusalia meraih jemarinya, agar dia mau menghentikan

langkah. "Kak, plis... nanti kwa bisa terlambat kalau kayak gini terus."

"Tidak ada yang menyusuhmu mengikutiku, Star," Rigel tetap berjalan lurus, mempercepat dan mengahaikan cicitan Star yang bersikeras mengikutinya.

"Iya, aku tahu. Aku yang mau."

"Star, sana pulang!" Rigel berlari menjauhinya. Star pun ikut berlari di belakangnya.

"Kak, tunggu!"

Ngos-ngosan suara Star membuat Rigel menggertakkan gigi kesal. Entah kesal pada siapa.

Di setiap helaan langkah menjauhi kediaman, seragain Rigel yang semula dimasukan rapi, dilepaskan. Dasinya yang sudah 5tar bantu ikatkan, pun demikian dan malah dimasukkan ke dalam saku celana. Giliran kancing teratas seragamnya yang ia biarkan terbuka dua.

"Kak, kok dilepasin lagi sih? Kan hati ini kita ada upacara. Dihukum

baru tahu rasa!" protes Star sebal sambil mengatur napas.

"Bukan hal baru," Rigel membalas santai sambil memasukkan tangan ke dalam saku celana. Langkah panjangnya berjalan menuju haite terdekat. Dan jujur saja, ini pertama kalinya ia menggunakan transportasi umum seperti bus.

"Nanti kalau nggak bisa ikut ulangan gunana?"

#### adducted

"Ya nggak gunana gunana." Rigel menghentikan langkah, men<sub>atap</sub> Star tajam. "Pulang, Ngapain ngikutin aku ke sini?" nadanya dingin, tidak terbantahkan.

"Mau bareng sama Kak Rei," Star menggeleng, memasang wajah memelas meski in juga agak takut melihat tatapannya. "Kita naik mobil aja

ya?"

Star sungguh ngeyel dan keras kepala. Rigel sampai bingung bagamana menyingkirkannya dan pandangan. Mungkin, sudah saatnya ia memberikan parak di antara mereka berdua. Menakutkan, ketika gelenyar halus itu selalu datang saat berhadapan dengannya. Ia tidak mau ini terus berlanjut, Ia harus mencari cara untuk memutus ketergantungan ini.

'Iya. Kamu naik mobil aja bareng sopir"

"Sama Kak Rei maunya," rengeknya "Plis, Kak, aku mau bareng Kak Rei!"

"Nggak!" sentek Rigel hingga Star berjengkit kaget

"Iadi kita berdua baik baik aja. Kenupa sekarang kamu marah lagi sana aku?" wajah Star sudah memerah menahan tangis.

"Star, berhenti berbicara dan pulang sana," Rigel mengedikkan dagu, ia

tetap saja tidak tega melihatnya berkaca kaca seperti itu.

"Aka bilang nggak mau" Aku mau bareng sama kamu"

"Ngeyel banget ain kamu" kesal Rigel lebih kepada dirinya sendiri sebenarnya

"Kak.." Star menggenggam lembut tangan Rigel, melihat wajahnya yang diliputi keologangan ertah karena apa. "Apa Kak Rei marah karena ucapanku tadi pagi? Atau karena kejadian malam itu saat aku menyusulma ke kelab? Maaf, tidak seharusnya aku takut akan kehidupanmu, karena itu bagian dari dirimu."

Bukan itu, Star. Bukan itu,

Masalah sebenarnya ada pada dirinya sendiri. Rigel takut berdekatan dengan Star Menghabiskan waktunya bersama Star terlalu banyak membuat ia merasa bersalah pada hukum alam antara mereka berdua yang telah digariskan. Ia takut, debaran aneh yang ia rasakan terhadapnya itu adalah lenceng pertanda bahaya.

"Kamu tidak akan pernah tahu dan tidak akan mengerti"

"Kalau begitu katakan, agar aku mengerti!" nada suara Star ikut naik

"Star, lepaskan," Rigel mulai berkeringat dingin saat Star malah mengeratkan tautan iemari mereka.

"Aku tidak akan lagi takut ke mana pun kamu akan pergi. Karena aku akan tetap menemukanmu. Aku tidak akan membiarkan diriku

kehilanga:unu."

clarizagani

"Star " Rigel kewalahan untuk menghadapinya, "sudah siang. Aku harus berangkat."

Star menggeleng. Janyan menghindariku."

Rigel menatap wajahnya lekat, debaran ini semakin nyata "Aku tidak menahindarimu. Topi kehadiranimu menakutiku," ucapnya, lalu melepaskan tangan Star sambil berbalik lagi melanjutkan langkah.

"Maksuduvu?" Rigel tetap menjauh. "Kak, kenapa aku menakutimu?

Apa wajahku terlihat seperti hantu<sup>21\*</sup>

Rigel berdecak. Entah dia terfalu polos atau memang bodoh.

"Baik. Jika aku memang seperti hantu, tidak apa. Aku tidak akan pernah

menyerah. Ke mana pun kamu pergi, akan kugentayangi"

"Untuk apa kamu harus mengikutiku?!" decit Rigel. "Tidak ada gunanya, Star, tidak ada! Kamu memiliki kaki. Sopir dan si Laut itu akan menemanimi. Ke mana pun kamu akan pergi."

Star berhenti melangkah, ia menatap punggung tegap Rigel dari belakang. "Karena saat bersama denganmu, aku tahu luta berdua akar.

baik-baik saja."

Rigel berhenti, menghela napas pelan. Sungguh, ia tidak akan pernah menemukan orang seceria, sepolos, dan sekeras kepala ini kecuali Star Dia berada di level tertinggi dari kata menyebalkan.

Star memigang ujung seragam Rigel dari belakang—menyejajarkan langkah "Wait for me!" la meraih jengannya agar bisa dicantelkan sehingga Rigel akan kesulitan kabur darinya. "Nah, I got youl Berhenti sok dingin di depanku dan sok galak. Itu tidak akan mempan "

Rigel menyerah menghindarinya. Nanti ia akan pikirkan lagi caranya bagaimana. Drama pagi ini sudah harus segera ia akhiri. Mereka berbicara tenalu banyak sedari tadi padahal denting waktu terus berjalan semakin siang.

"Sakit tahu, Kak, pas tadi kamu bilang aku menakutkan."

Rige, menoleh padanya sekilas, kepala Star tengah menunduk, menatapi langkah mereka berdua

"I mean it Kamu memang menakutkan."

Star merengut saat Rigel melepaskan paksa lingkaran tangannya. Namun, tidak lama sebelum senyuninya kembali mengembang saat tangan itu ternyata malah melingkar di bahu Star. "Kamu menakutkan. Star. aku senus."

"Aku masih berharap itu cuma bercanda." Star tersenyum kecil. "Jangan mengulanginya lagi. Menyakiti hatiku nggak akan berpengaruh banyak. Aku akan tetap mengikutimu. Sampai kamu muak. Dan meskipun kamu muak, aku akan tetap mengikutimu."

Rigel mengusap rambutnya—tidak memiliki jawaban -menuntiin langkah mereka berdua lebih cepat ke bus yang baru saja berhenti di halte

"Sepertinya kita akan terlambat," desah Star, sambil dengan nyaman ikut melingkarkan tangannya di pinggang Rigel. Beberapa pasang mata memerhatikan, tetapi diabaikan keduanya.

"Aku sebenarnya tidak peduli."

"Ah ya, kamu benci peraturan."

Rigel mengangguk, tersenyum tipis. "Dan kamu juga melupakan peraturan."

Star mendongak, "Apa?"

"Beberapa kali tidak memanggilku Kakak."

Star terkekeh, menepuk wajah Rigel pelan. "Terserah, Rigel, Rigel, Rej yang menyebalkan. Peraturan katamu diciptakan untuk dilanggar."

"Benar" Mereka tertawa pelan sambil berjalan sejajar.

Sementara beherapa meter dari helakang, Sea menghentikan langkah, memerhatikan keduanya, la orang yang sangat apatis terhadap apa pun, tapi yang disaksikannya di depan cukup menyita perhatian. Pemandangan ini begitu asing di matanya jika disebut hubungan antar saudara.

Bukankah yang membedakan antara manusia dan hewan adalah

peraturan? Jika membencinya, apa bedanya manusia dengan hewan?

Mata Sea masih berpusat pada Rigel dan Star, Mereka saling merangkul, mengabaikan semua tatapan mata yang ditujukan untuk keduanya.



Rigel mencarikan bangku untuk Star, dan beruntung di deretan kurai kedua paling belakang ada yang kosong. Mereka langsung menempatinya, Star di dekat jendela dan Rigel duduk di samping kanannya.

Sesampainya di halte itu, bus tidak segera jalan. Masili menunggu penumpang dari arah seberang yang sedang melambai lambaikan tangan agar menunggu sebentar. Bahkan saat sudah naik, sopis masili mencuri penumpang lain padahal bus telah teresi penuh di semua bangkunya.

Tadi aku tanya ke Tika, katanya upacara duindur karena Pak Helmy terjebak macet. Semoga kita n asm sempat masuk!" Star menangkupkan tangan, harap harap cemas melihat waktu di arloji telah menunjukkan pukul delapan kurang hina belas menut. Perjalanan menuju sekulah berkisar 20 menitan kalau tidak macet.

"Aku harap Pak Heliny bisa terbang, jadi bisa cepet nyelesaiin apacaranya," ucap Rigel, berkebalikan dengan doa Star. Rigel tidak memedulikan, ia malah akan lebih bersyukur kalau upacara telah selesai saat dirinya datang

Star mencuhit lengan Rigel. "Apaan sih. Pak Helmy itu perlu memberikan asupan ke kepala Kak Rei!"

Pak Helmy biasanya yang memimpin dan membenkan wejangan pada para siswa. Apalagi sekarang sudah memasuki masa paling kritis yakni ulangan kenaikan dan kelulusan sekolah.

"I don't need it."

Star mengetukkan pelan jarinya di dahi Rigel. "Di sini perlu diberi pencerahan Of course, you really need it!"

Rige, mengambil tangan Star, menggenggam longgar. "Aku masuk tiga besar milai terbaik dari seluruh siswa di sekolah setiap ulangan, Star,

Wejangan itu ciima berguna untuk kamu."

"Ya ya... whatever!" dengkus Star sehal sambil mengusap keringat yang bersarang di dahinya, Salahnya juga mengapa dirinya tidak sepintar Rigel Meski dia belajar lebih giat, lebih tekun dan rajin, ndamya tidak akan pernah melampaunya. Menjengkelkan, ketika akan ada orang-orang yang mem.liki bakat membuat sakit hati. Tidak belajar, dan mlainya tetap mengagumkan,

Rigel menyentil hidung Star "Cemberut,"

Star menjauhkan tangan Rigel. "Pokoknya, aku nggak suka cowok bodoh. *You and me end* ya kalau nilai kamu anjlok "

Rigel tersenyum tipis, "End sebagai apa?"

"Huh?" Star tersedak, bingung.

"End sebago: apa kalau milaiko anilok?" Rigel memperjelas

Star menegarkan duduknya sambil menatap lekat wajah Rigel. Keringat berpendar pada dahinya yang tidak lagi diusap

"Үз ... зерадагара ара."

"En ang kita apar" Rigel bertanya sambil beraidekap santai.

"Kembaran? Teman bermain?"

Rigel tersenyum di ujung bibir membuat lesung pipi di sana terliha. "Aku nggag masalah. Akan lebih baik. Mungkin semuanya tidak akan terlala rumit"

"Apa?" Star mengernyit belum sepenahaya konek.

Rigel tidak menyahut lagi, nemilih mengeluarkan buku tipis dan ransel. Baku sata-satunya yang dia hawa ke sekolah dan mengipaskan pada wajah Star "Rambut kemu kenapa tadi nggak dukat aja sih biar nggak ribet?"

"Tadı pagı aku abis keramas. Nanti bau kalau langsung disket " sahul Star sambil menyandarkan punggung ke kursi bus dan menikmati kipasan darı Rigel layaknya seorang tuan puteri. Pembicaraan tadı, entah mengapa masih terasa mengganjal meski ia coba untuk mengabaikan kalimat yang terselip dalam ucapannya

Mereka berdua memang tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, walau sudut hati kecil merasa tidak nyaman akan segala kebenaran yang berusaha disamarkan.

"Panas ya? Tadi kan aku udah nyuruh nggak usah ngikutin."

Star mengangkat rambutnya, membiarkan Rigel mengipas wajahnya. Ia tersenyum meledek. "Aku memiliki Kak Rei yang akan melakakan ini." kemudian ia menutup mata, dengan senyum yang masih mengembang di b.bir tipisnya. "Uh, segarnya..."

Mehhat Star seperti itu, otak Rigel rasanya akan meledak jika berlama lama merespons segala tingkah menggemaskannya Ia berdecak, sedikit

memajukan tubuhnya ke arah depan dan menghentikan kipasan.

# clarisayani

"Bang, emang nggak pake AC ya ini busnya? Kek di gerbang neraka aya."
Koritan saja penumpang lain menoleh ke arah mereka berdua. Dijadikan perhatian, Star langsung menarak tubuh Rigel agar tenang di sisinya tanpa menyita perhatian semua orang seperti ini.

"Astaga, Kak, ngapain sih?"

Rigel menepis tangan Star. "Nanyain doang,"

Sopir itu terheran mendengar pertanyaan frontal Rigel, la menoleh ke belakang, ingin melihat siapa yang telah berain memprotes kendaraan yang

dia bawa Jelas saja, dia merasa tertohok.

"Ade pernah ngerasam gerbang neraka?" ketuanya Berusaha menekankan nada suaranya agar tidak mengganggu penumpang lain AC memang tidak terlalu dingin karena bus penuh dengan hawa manusia dan beberapa pun tidak berfungsi dengan haik.

"Pernah. Mirip kayak bus me"

Sebenarnya Rigel tidak masalah kalau ia kepanasan. Toh, berkeringat malah akan membuatnya lebih seksi—kata mereka Coma ia tidak tega mehhat Star sampai beruncuran keringat seperti sekarang. Dia kepanasan, mengibaskan tangan ke leber terus terusan

"Kalau AC-nya mau yang dingan, naik mobil pribadi aja. Jangan husi"

timpal sang sopir penuh penekanan. Jelas saja ia merasa tersinggung.

"Abang yang behin mobilnya. Saya miskin." Rigel menyahat lagi tanpa

nada.

Kernyitan di wajah sopir bus sudah menandaskan kalan amarah mulai menguasai, "Turun aja sana! Cari bus lain yang lebih dingin. Cuma bayat

sepuluh cibu aja banyak man lo<sup>1</sup>"

Rigel menyeringai, tampak menikmati kemarahannya "Ye, ngegas," Wajah Rigel berubah kelam dalam sekejap mata. Dia menatapnya tak kalah murka, "Gue bocorin ban lo kalau nggak cepet jalan. Cewek gue kepanasani fahu nggak ini adah berapa lama? Buang buang waktu orang, lo mikir nggak?"

Star gelagapan, melarikan pandangan pada semua orang tanpa mampu mengeluarkan suara saat dengan keras kalimat itu meluncur dari bibir Rigel. Bukan hal baru jika Rigel bercanda seperti itu untuk membuat orang lain kesal. Tetapi — mengapa sekarang ada desir halus yang menyelinap diam

dam?

"Apa lo bilang?!" Sang Sopir bangkit dari duduknya, tidak terima.

Rigel berdiri menjulang. Bahkan ia harus sedikit merendahkan tubuhnya agar tidak terpentok ke atap bus.

"Kenapa? Mau pala lo yang gue bocorin?" tantang Rigel.

"Dasar anak setan! Berani lo sama gue?!" suaranya sudah kian

memekakan. Semua penumpang mulai terganggu dan ada juga yang ketakutan. Anak muda yang ada di sana, tidak kuasa untuk tidak terpesona pada penampilan Rigel yang tampan. Sedang yang berumui, meteka mengutuk dalam hati kelakuannya yang kurang ajar. Bukan hal baru

"Iya" Anak lo" Rigel bahkan tidak gentar ketika dia sudah terlihat murka dengan wasah merah penuh amarah. Saat melihat wasah lelaki da sepenuhnya, ternyata dia tidak terlihat begitu tua. Mungkin usianya di

kisaran 25 sampai 30an tahun.

"Anj—" saat hendak meneriang ke bangku belakang, dada sang sopir ditahan dengan cepat oleh tangan kurus seseorang. Dia membulatkan mata, agak kaget melihat siapa yang sekarang coba melerai keributan tidak penjing mi,

"Sea, ngapain lo di sini? Minggir!" sentaknya, tampa melepaskan tatapan

kesalnya dari Rigel.

Sea hergeming, menahan dada sang sopir—tidak memblarkan dia mendekat ke arah sana dan menyebahkan keributan lebih besar

"Ngapain lo tahan gue? Anak setan itu bener-bener kurang ajar Biar

gue gap ok itu mukanya yang teng 10°

bea menggeleng, mendorong tubuhnya kuat-kuat. "Dia Boa gue," gumamnya sangat petan yang cuma bisa didengat sopir bua itu

"An ie. Dia? Si setao du?!" Dia masih berapi-api menunjuk-minjuk

Rigel, Sedang Rigel berdiri di posisinya mengangkat alis penuh santai.

"Ri." Sea sekali lagi menggeleng, "penumpang lo." Ditujukan untuk semua penumpang yang menonton dan menunggu dengan sabar Melerai takut. Keluar juga tidak beram Namun para gadis muda, malah tangat menikmati watah Rigel meski kelakuannya seperti berandalan. Paras ayaknya aktor dan tubuh proporsional yang pas seperti model.

"Taik lah!" Dia kembali ke jok kemudi dengan deru napas yang tersengal—berusaha meredamkan amarah. "Duduk, Ya Gue muak liat muks

anak setan itu. Biar si bangsat itu cepetan sampe ke nerakanya".

Sea berbalik, berdari tegak dan menatap Rigel dengan tajam. Untungnya la bisa menenangkan Ari sahabatnya. Sungguh kebetulan yang baik bus yang ditumpangi ternyata dikendarai dia. Jika bukan, mungkin ker butan in akan semakin membesar. Siapa yang akan tahan menghadapai sikap Tuan Muda yang sombongnya setinggi langit itu? Mulutnya sepedas cahai rawa

"Apa lo liat liat?" Rigel merasa terganggu dengan tatapan Sea Star

memukul lengan Rigel.

"B arın aja, Ses xan punya mata."

Sea berjalan ke arah Rigel, mendorong bahunya dengan keras agar <sup>dia</sup> duduk hungga tubuh Rigel berhasil terbanting ke kursi seperti sedia kala

# clarisayani

"Apaan lo?!" Rigel hendak melawan, tetapi Star segera memegang kuatkuat tangan Rigel agar tetap duduk. Dan tentu saja Rigel menurut, cuma melayangkan tatapan tajam pada Sea. "Ngapain lo ngikutin kami? Pulang sana! Bajak sawah lo!"

Arı dı depan yang mendengar makıan dari Rıgel, menggertakkan gigi dan meng njak pedal gas dengan keras hıngga bus melaju cepat. Kesal harus memendanı amarah saat sahabatnya pun dijadikan bulan-bulanan

amarah anak setan itu.

Sea sudah berdiri menghadap ke depan di samping kursi keduanya dengan satu tangan memegang cantelan bus tanpa mau repot repot menyaksikan kemarahan Rigel yang telah beralih padanya Sedang tangan satu lagi membawakan bekal makanan sesuai perintah Ibu mereka.

"Awas ya lo!" ancam Rigel yang tidak digubris oleh Sca.

Setelah keadaan mulai tenang kecuali pacuan mesin bus, penumpang laki laki bertambah lagi sehingga mereka berdiri di depan Sea. Ada dua laki-laki—sepertinya pekerja pabak dilahat dari pakaian mereka. Sesukali, mata mereka melirik ke arah Star - ke atas pahanya lebih tepatnya, Rigel meminta ransel Star, kemudian ditempatkan di atasnya.

"Ini bukan paha ayam yang harus kamu pamerkan."

Sea melirik sedikit, melihat betapa perhatiannya anak mafia itu memperlakukan Star. Tetapi, seperti anak setan yang kesurupan raja setan saat berhadapan dengan orang lain.

Dasar sakit ..



Sampai di depan gerbang sekolah, bus berhenti. Star menarik tangai Rigel agar segera bangkit dari duduknya Mereka harus cepat keluar dari nusini. Dan selama itu pula, ia pun tidak akan melepaskan pegangan tangannya sampa, benar benar memastikan bahwa Rigel berdisi patuh dan berada di bar san sana, di antara semua anak mendengarkan petuah bijak dari gurunya.

"Minggir lo!" ketus Rigel sambil idenver ggol tubuh Sea agar menyingkir

dari jalannya.

Seamemberikan alai, dan memburkan dua majikannya itu mendahulu. Kakinya sedikit keram karena puluhan menit berdiri tak mendapatkan bangku Bahkan saat dua bangku di depan Rigel ditinggalkan penumpang lain dan a hendak menempati, tangannya malah dicekal oleh Rigel agai t dak duduk di sana.

"Buat tas gue," katanya saat itu sambil meletakkan ransel sekolahnya di sana.

Ya, benar. Run to the fucking sell Rigel lebih memilih menempatkan benda mati itu yang tak memiliki rasa pegal daripada memblarkannya diduk. Seperti kata teriakkan batunnya, Rigel memang sakit. Ada yang salah dengan otaknya. Sesa tidak merasa melakukan kesalahan faral apa pun padanya serama satu jam mi. Tapi, dia masih saja seperti setan memperlakukannya.

Wajah Sea tentu masih tertata datar, berusaha menekankan buncahan rasa kesal Satu tangannya terkepal, sehingga untuk menutupi, ia memasukkannya ke dalam saku celana jins longgarnya yang warnanya sadah pudar dan terdapat sobekan di lutut. Ia memang tidak terlalu memerhatikan penampilan. Bagunya baju apa pun selama nyaman dipakai, ia akan mengenakannya. Lagi pula, style seperti ini adalah gayanya. Bebas bergerak

## claritagani

Dehaman keras Ari di depan, membuat Sea menoleh padanya dan menggeleng -menandaskan sa tidak apa. Sahabatnya pasti sudah sangat kesal.

"Gue bayat bangku yang itu juga," ujat Rigel singkat sambil mengedikkan dagu ke bangku depan agar si sopir itu tidak bercicit—laiu menatap Star lagi menyimak celoteliannya.

Sepanjang perjalanan, itulah yang terjadi. Sea yang berdiri di samping

hangku mereka, dan tawa kecil mengalun dari bibir kedua majikannya

Sea mengembuskan napas pelan. Mata Sea menatap punggung tegap itu dari belakang Tubuh Rigel sudah seperti orang dewasa dengan bisep otot yang tercetak jelas di balik seragam sekolah SMA-nya, tetapi sikapnya begitu kekanakan

Belum setengah langkah, kaki Rigel berhenti lagi. "Tunggu,"

Star berbalik binging minbil mengemyit saat tautan tangan mereka

mengerat ditahan Rigel agar berhenti sejenak, "Kenapa?"

Rigel mengeluarkan tiga lembar uang seratus ribuan, melipatnya, dan memasukkan ke dalam saku baju Sea di bagian depan tentu dengan sangat hati-hati takut area dadanya tersentul. Buah dada yang tampak sangat rata dan pasti super kecil itu baram untuk kena tangannya.

"Ongkos Bilang ke dia sekalian buat service AC-nya." Ia tersenyum miring, lalu berbahk mengikuti Star dengan agak merunduk takut terpentok

atap bus.

Star tersenyum ramah pada Sea "Kami duluan ya," ucapnya, dibalas anggukan kecil oleh Sea

"Jangan lepasin tangan aku ya!" seloroh Star pada Rigel sambil

memerhat,kan keadaan di dalam sekolah

Dipegang seperti im oleh Star, desiran halus itu tak mampu keduanya tutupi. Gugup, tetapi pura-pura baik-baik saja. Masing-masing tenggorokan menelan sa iva, tetapi berusaha mengabaikan getarannya seolah gelenyar asing itu bukan apa apa. Banyak pasang mata yang tidak akan bisa memalingkan wajah mereka dari genggaman erat itu. Merasa ingin tahu dan menerka-nerka, sejauh mana hubungan mereka. Wajah keduanya yang teruhat memesona, sungguh enak dipandang mata. Jarang sekali melihat orang setampan dan secantik itu menaiki kendataan umum, Minus Sea, tentu saja. Dia tidak peduli.

Selama perjalanan, Star dan Rigel sudah cukup menjadi pusat perhatian. Di samping insiden keributan yang didahului oleh kefcontalan Rigel, mereka berdua juga tampak mesra layaknya sepasang kekasih muda yang dimabuk cinta Star yang ceria dan membicarakan banyak hal pada Rigel. Sedang Rigel meski cuma mengangguk pelan dan menyahuti sesekali, tangannya setia

mengipasi saat dia terlihat kegerahan.

Star mendesah pelan tatkala matanya melihat barisan para siswa dari kejauhan. "Kayaknyo lagi upacara Gimana nah? Kita nggak mungkin bisa masuk."

"Lewat belakang na. Lumayan bisa tidur di kelas selama mereka mendengarkan khotbah," usul Rigel. Star berbahk hendak memprotes dan nyaris terjatuh jika saja Rigel tidak langsung melingkarkan tangan di peruinya.

"Watch your step" Rigel mendahului langkahnya dan membantunya

turun darı bus, "Ayo,"

Star menggenggam tangannya mengingat undakan bus cukup tinggi scheegga ia harus hati-hati takut terjatuh. Dan celetukkan Ari kontan menghentikan-membuat Star menoleh padanya.

"Dasar bocah alay Bukannya belajar, malah pacaran "

"Yang jomblo dilarang baper," cetus Rigel. Kemudian tanpa babibu, Rigel meraih tubuh Star dan mengangkatnya hingga Star memekik secara spontan dan berpegangan erat pada kedua bahunya. "Ayo zheyeng... Kila pacaran dulu," u, ar Rigel cukup nyaring sambil menurunkan tubuh Star di 85pa...

"Hurum judah!" Ari mendecih.

Rigel menatap Ari lurus-lurus, mengangkat satu alis dengan suringai pench e ekan yang terlukis di bibir. "Dadah mblo. Jangan lupa napas ya. Nanti mati loh!" serunya puas la melingkarkan tangan di bahu Star tidak peduli akan umpatan Ari yang membabi buta.

Dalam rangsulannya, Ster mendongak menatap Rigel, tersenyum tiputidak nsa untuk tidak merasa geli akan kelakuannya. Andai mereka -para orang asing itu ta iu-semakin sesnatu ditentang dan dilarang, Rigel malah akan semakin menggila untuk menunjukkan bahwa dia tak mudah untuk dikekang. Tak peduli akan aturan. Dan tak perlu berdiri di belakang cuma menatap batas larangan,

"Sea, utak bos lo itu bocor atau gimana sih? Ngeselin amat Mati muda lo kalo kelamaan bergaul sama dia. Baru lutungan menit aja deket dia, jatoh umur gue kayaknya langsung berkurang." Umpatan Ari masih belom

berujung.

Sea menatap kedua anak itu yang tampak adu argumen dengan salpan di depan gerbang sekolah. Sambil menyerahkan ongkos, Sea menyahut, "Nyari duit buat bertahan hidup."

Ari menatap lekat wajah Sea yang semakin hari semakin tirus. "Lo

kayak orang susah aja."

"Ya emang gue orang susah," sambil mengambil kembahan dan

dimasukkan ke saku celana. "Cabut ya." Sea turum dari bus. Dia tidak langsung berialan ke arah gerbang menyusul bosnya, tetapi menuju ke seberang jalan saat tiga anak kecil—pengamen—hendak menyeberang. Jalanan yang tidak terlalu padat membuat kendaraan lain melajukannya dengan kecepatan tinggi

Sen melambaikan tangan pada anak anak itu agar tetap di tempat dan

menunggunya menjemput.

Ari mengeluarkan kepala dari bus. "Lo udah lama nggak nongkrong di tempat biasa. Kapan pulang ke rumah?"

"Emang gue punya?" Sea bergumam, tanpa menatapnya.

Wajah Ari pun langsung berubah tak enak. "Ya, gue nggak bermaksud..."

"Kalo ada libur, namit gue pasti mampir," Sea mengangguk kecil memotong kalimatnya, tersenyum samar Rumah Ia bahkan tidak yakin jika rumah yang disebutnya itu masih pantas untuk ia singgahi lagi. Umurnya sekarang sudah cukup. Insiah saatnya untuk menjalam hidupnya seorang diri.

"Gue kangen petikan gitar la di saung, bawain lagu ST12." Ari tertawa, gadis pendiam itu mengepakan rangan ke arahnya. "Jaga diri! Kalo ada apanpa, huhang gue Termasuk lempar bos laknat lo itu keluar dari bumi, gue angsung otewe!"

Sea cuma mengangguk, la menyeberang ke arah tiga anak itu yang

mendengarkan titahnya untuk letap di sana.

"Maaf ya lama," Sea agak ngos ngosan dan menyuruh ketiga anak itu saling herpegangan tangan. Mobil dan motor dari kedua arah melaju sangat cepat sehingga ta harus sangat hatu hatu

"Makasih, Kan!" seru ketiga anak itu yang berumur sekitar enam sampai delapan tahun. Pakaian mereka kotor dan kumal serta wajahnya tidak terawat Masih pagi, tetapi mereka sudah di sini siap mengais rezeki.

Sea "crsenyum hangat, senyum yang jarang sekali ia tebar pada semua orang. Ia mengusap rambut anak gadis yang paling kecil di antara ketiganya. Anak itu membawa ember kecil warna putih bekas cat yang berisi uang tecehan "Hati hati ya," ucapnya, sambil memasukkan satu lembar uang seratus ribuan ke sana, "Nanti bagi tiga."

Binar pada netranya, membuat hati Sea menghangat.

"Makasih, Kak. !" seru mereka bersamaan.

Sea tersenyum sambil mengangguk. Anak-anak itu berlaman ke arah lampu merah dengan girang sambil melambaikan tangan padanya.

Kadang hidup memang tidak adil. Anak sekecil itu harus banting tulang mencari uang. Bisa dipastikan ketiganya pun tidak mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya. Tapi, lihat, beberapa orang yang berkecukapan malah

### menyia nyiakan kesempatan itu dengan bermalas-malasan.

Entah bagamana Sea bisa bertahan bekerja di sizu selama hampir dua nunggu. Menghadapi sikap semena mena Rigel yang memuakkan saai mereka bersitatap muka. Meski sulit bertemu dengannya karena Rigel akan menghindar sedemikian rupa agar tidak diikuti setelah pagi itu, hari ini Sea berhasil melihat wajahnya lagi. Untuk ini pun, Sea harus memerbai kan gerbang sekolah itu lebih tediti sebingga Rigel tidak kabur dari pantauannya.

Sea dititahkan untuk membawa Rigel bagai manapun caranya agai pulang cepat karena akan ada tamu dari keluarga Neneknya. Mudah berbicara pada Star Dia bahkan menyambut antusias kabar kedatangan Nuneknya Jan

langsung ikut ke mobil bersama sopir Tapi Rigel. ?

Watahari sadah siap kembali ke peraduan saat waktu telah menunjukkan pukul setengah enam sore. Sekolah sudah sepi. Tetapi Rigel masih asik duduk ur atas motor ninjanya sambil merokok bersama dengan teman temannya di warung yang tidak jauh dan sekolah. Ada juga yang duduk di kap mobil Meinat seragam Rigel dan anak lain itu berbeda, Sea yakin sebagiannya tidak sekolah di tempat yang sama.

Sea menghampiri, rinh dari obtolan mereka menghampiri gendang

telinganya.

"Seryn goyangannya, aduh, mantapi" ucap laki-laki yang ada di hadapan Rigel, "Re, the musta nomor lo. Gue kassh kumaren. Sharing is caring, kan? Nanti bisik-tisik gimana menurut lo," Rigel tidak menyahut, mengepulkan asap rokok dari malatnya

"Lo udah selesai ulangan? Adik cantik lo kok tumben nggak ngikuan?

Bagi lah nomor dia. Pelit amat sih!"

Rigel membuang setengah rokoknya ke tanah, dan menginjaknya sampai melebot hancur la menatap orang yang barusan bertanya "Nasib lo skan sama kayak rokok itu kalau berani godam dia. Gue jamin itu."

"Man. santas Dia cuma bercanda. Mana ada yang berani sih deketin adık tersayang abang Rei?" Teman lainnya melerai, agar tidak terjadi

perschsihan panjang.

"Tahu ruh, emosian amat kalau udah hahas bintangku."

Rigel langsung melemparkan botol minumnya. "Bacot, Awas ye, lo, gue bungkam selamanya mulut lo kalau sampe beram deketin dia!"

Dan akhirnya dia diam saat melihat keseriusan yang terpeta di wajah

Rigel, Rigel tidak terlihat bercanda.

"Rigel" Panggilan pelan suara serak namun terdengar halus itu kontan membuat Rigel menoleh

# classayani

R.gei masih tidak terbiasa mendengarnya. Bahkan sempat berpikir kalau perempuan itu bisu mengingat dia tidak pernah mendengar suaranya sama sekali setelah beberapa hari bekerja di rumah. Sea memiliki tipe suara yang serak dan dalam. Sehingga jika ia tidak terlalu teliti mendengarkan, ia tidak bisa menangkapnya.

"Ngapam lo? Rigel berdin, tidak menyambut baik kedatangannya.

"Wit wit... dijemput baby sitter kesayangan."

"Ehem, ehem, man dong dijagam." Seruan penuh ledekan temantemannya membuat Rigel semakin kesal melihat kehadiran Sea di sini

"Pulang sekarang," titah singkat Sea.

"Lo aja yang pulang"

Sea mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan pesan dari ibunya pada Rigel

"Nanti gue balik, Sana lo pulang"

"Ibu Anda." Sea cuma mengatakan itu tanpa kalimat lanjutan.

Rigel berbahk tidak mengacuhkan. Sea menahan sikunya sehingga dengan gerakkan cepat, Rigel memutar tangan dan menepanya keras.

"Nanti gue pulang!"

BUG

'lanpa sengaja, tangan Rigel menonjok wajah Sea hingga bibirirya meringis pelan. Kepala Sea moodi tertoleh ke samplog, tidak terlihat bagaimana esspresonya karena rambut pendeknya menjuntai menutupi wajah.

"Wow!" seru beberapa temannya ketika debaman itu terjadi.

Rigel je bis terkejut, membulatkan mata. "Gue kan udah bilang, lo duluan ara." Nada suaranya tidak sekeras tadi, mendekatinya. "Sepuluh menit lagi, gue balik."

Sea menyuraikan rambutnya ke belakang, mendongak dan menatap

Rigel tajam.

"Bibir lo..." tunjuk Rigel, langsung merasa tidak nyaman saat melihatnya. Int pertama kalinya ia menghajar perempuan, meski secara tidak sengaja. Walaupun ia pernah memperingatkan Sea waktu itu untuk tidak mengaturnya terapi itu cuma omong kosong belaka. Ia tidak serius. Menonjok wanita tidak akan pernah ia lakukan.

Sea menyentuh bibirnya dengan ibu jari, mengusapnya saat sedikit darah menempel di sana.

"Oke Sepuiuh menit" Sea berbalik, tidak memedulikan ucapan Rigel. Yang penting, tugasnya selesar

"Ah, sielen!" Rigel menyusul dan mengejarnya. "Hey, gue kan udah bilang untuk nyingkir dari tadi. Ngapain lo malah ngikutin gue?" Rigel

mengentakkan plester ke dada Sea. "Anggap sebagai peringatan ringan. Nanti-nanti, jangan paksa gue kayak tadi lagi, oke?" Ia merunduk sedikit, untuk melihat wajahnya.

Sea membiarkan plester itu jatuh ke tanah.

"Anggap Impas. Lo pernah nonjok gue juga," ucap Rigel, untuk menutupa

ganjalan tidak nyaman di hatinya.

Melihat Sea bergeming datar tanpa mengambil plester itu, Rigel mendengkus dan menunduk untuk mengambil plester yang jatuh, kemudian meraih tangan Sea dan mengentakkan ke telapaknya "Pake Biar nggak penh pas kena iler to. Gue halik hentar lagi. Sana io pulang duluan "Nadanya lebih lembut, meski tetap terdengar mengintimidasi. Rigel kemudian berbalik pada ti mannya, mengacak rambutnya sendiri dengan kasar la merasa kacan setelah menonjok seorang perempuan hingga berdarah seperti itu.

Sea menatap plester yang ada di tangannya untuk beberapa saat,

Kemudian berjalan ke arah gerombolan teman Rigel.

Dia mengerutkan kening, melihat Sea berbalik lagi menuju ke arahnya

"Ngapain lagi? Gue kan udah bilang sepul—".

Tangan Sea naik, ia memasukan plester iku ke dalam kantung seragan Rigel. "Dikembal kan, sekahan sisa ongkos Anda wakin itu." Rautnya tanga ekspresi, dingin la baru sempai mengembalikan uang itu sekarang saking jarang sekali melihatnya.

"Ongkos?" Rigel mengernyit.

Sea menunduk sedikit, tidak meniawah pertanyaan bingung Rigel. Tidak ada raut kesakitan yang terpeta di wajahnya sekarang. Memar di bibit seolah bukan hal besar. Sea berbauk setelah itu, menghentikan angkot dan menaikinya.

Rigel merogoh sakunya, melihat plester yang tadi diberikan dan dul lembar uang seratus ribuan serta delapan puluh ribu. Tepat. 280 ribu lal nominal sisa ongkosnya untuk dua orang -dirinya dan Star—yang ia berikan saat itu

Rigel menatap angkot yang sudah melaju itu dengan sedikit kesal. Tidak jelas kesal karena apa Melihat wajah Sea sendiri memang sudah mengesalkan Ia pun tidak menyangka akan ada gadis sekaku itu di dunia ini yang memperlakukannya. Bukan kaku karena kehilangan kata karena terpesona. Tapi, lebih kepada kaku karena memang dia terlihat tidak tertarik sama tekali padanya.

Rigel masuk ke dalam kamar selepas mandi. Rambutnya yang basah ia hiarkan begitu saja tak beruiat untuk dikeringkan. Dengan hari<sup>a</sup>

Abreddingsper Com/Solvers

### classagani

mengenakan boxer, ia berjalan ke teps ranjang mengambil ponsel. Selepas pulang dari sekolah, ia membiarkan ponselnya di kamar dan ikut bergabung di bawah. Keluarga dan Neneknya baru pulang pukul sepuluh malam.

Cukup lama ia mengecek chat dari grup temannya, kemudian membuka instagram dan melihat postingan Star yang sedang duduk di tepi kolam renang bawah mengenakan bikini warna salmon. Dia terbhat cantik. Sangat cantik. Wajah polos itu dipadukan dengan tubuh yang sempurna. Meski dia baru delapan helas tahun, tetapi lekukan tubuhnya sangat indah. Pas di semua bagian. Kufitnya yang putih hersih semakin mengilat di bawah sorotan teriknya matahari.

Tanpa sadar, jari Rigel memperbesar fotonya. Semakin dilihat, semakin kencang debaran yang meronta di dadanya. Apakah normal? Mengapa mengapa harus dengan Star dadanya merasakan desiran gila ini? Mengapa

leropan anen ini harus tertuju pada Star, kembarannya sendiri?

Rigel menutup instagram, meremas ponselnya kesal Napasnya memburu kasar sehingga dengan susah payah 14 mengaturnya. "Gue kenapa aih, Anjing?!"

Bukannya semakin sadar, dia malah menatap icon Google Meski ragu, tangan Rigel membrowsing kegilaan yang bergentayangan di kepalanya

Kepalang masuk lumpur Sekalian berenang saja lah.

Ia mengetikkan pencarian, "Risiko kalau melakukan seks dengan kembaran sendiri!"

Rigel menelan saliva, ketika hasilnya menunjukkan berbagai macam opini mengerikan dan berbagai sumber Cacat ini dan itu. Sakit mental bia bia semua nasilnya tidak mengenakan untuk dibaca.

la kembali mengetikkan pencarian, "Kalau ciuman saja dengan adik. gimana?"

Rigel mengerjap - sadar kalau ia baru saja melakukan hal yang teramat budah la melempatkan ponselnya ke tengah ranjang, "Bego, ngapain sih gue?"

Merasa tidak ada yang akan mengerti dan mengetahui perasaan aneh mi, hi,kan berarti menjadikan Google pelampiasan untuk kegilaannya. Setelah mengetikkan kalimat kotornya itu, ia bahkan merasa bersalah pada Google

Rigel mengambil rokoknya di laci dan berjalan ke arah beranda. Ia perlu udara segar agar otaknya tidak terlampau sesat.

Saat menyulut ujung rokok, ia menajamkan penglihatan saat melihat seseorang di dekat lampu taman tengah mendongak, menatap langit malam sendinan

"Sea?" Ia menggumam.

Ngapain dia malam-malam gini di luar?

Ada yang baru juga di sana—membuat perhatian Rigel tettuju sepenuhnya padanya. Sea menyandang sebuah gitar yang berukuran cukup besar di punggungnya, Rigel meletakkan rokok di dinding pembatas, melihat Sea berjalan ke arah gerbang depan.

Dia mau ke mana?

Dengan cepat, ia berjalan ke dalam kamar lagi, lalu menyobek kertas dan menuhakan satu baris kalimat la mengambil busur panahnya serta beberapa hal yang kemudian ia rekatkan pada busur. Ia mengambil jarak pas di beranda, dan anak panah tajamnya langsung diarahkan ke arah Sea.

Dengan kefokusan yang sudah terlatih, ia menarik busur panahnya.

Pluk...

Tepat Panah itu tertancap ke tanah di hadapan Sea. Sea mundur, sedikit terhenyak dan membalikkan tubuhnya ke belakang. Matanya mencari-can ke segala arah, dan saat mendongak, ia melihat Rigel yang bertelanjang dada di beranda kamarnya tengah memegang busur panah.

Sea berjalan ke depan, mengambil anak panah itu. Di dekat ujungnya yang tajam, dilapisi lakban bening. Ia melepaskannya dari panah, penasaran,

apalagi yang anak itu lakukan untuk menibuatnya kesal?

"Obati" satu kalimat itu tertulis di sana, lengkap dengan salep berukuran kecil dan plester di dalam kertasnya. Sea mendongak lagi, menatapnya.

Rigel tulak melakukan apa pun. Cuma menatapnya, sama seperti

dirinya,

Sea melipat kertas serta obat itu, lalu menempel kembali seperti sedia kala ke anak panahnya. Kemudian dengan tanpa perasaan, dia membuang anak panah itu ke samping. Terhempas di atas rumput hijau yang terawat Lalu berbalik, berlalu pergi dari sana membelah keheningan malam.

Rigel sempat kosong untuk beberapa detik, diikuti tawa hambarnya.

"The fuck ...?"



Pada tengah malam, Sea berduri di depan gerbang rumah megah bergaya mediterania. Sendirian, kecuali ditemani oleh embusan angin maiam yang meniup cukup kencang. Sepertinya malam ini hujan akan datang. Helai rambutnya heterbangan saat topi warna hitamnya baru saja ia buka.

Sea mendongak, memerhatikan apa yang bisa dijangkan oleh mata dari arak sejauh int. Rumah besor berlantai tiga itu tampak sepi dilihat dari arah hiar. Pilar pilar tinggi dan kokoh yang berwarna kecoklatan membentang. Gerbang menjulang yang terbuat dari besi baja serta dinding yang mengelilingi memisahkan antara jalan raya dan rumah itu—membuatnya tidak bisa melihat area halaman dengan bebas kecuali pepohonan rindang yang melampaut pagar. Di sini, di tempatnya berdiri, begitu sunyi seolah kehidupan tak pernah ada. Mungkin karena waktu pun sudah tidak lagi bersahabat dengan manusia

Cukup iama, ia bergeming di sana sambil memegang satu buket bunga tulip putih kesukaan ibunya. Kaus panjang warna birunya dan jins longgar semata kaki tidak sama sekali dapat melenyapkan dingin yang kini mulai menerpa. Berpikir ratusan kali untuk bisa menginjakkan kakinya di sini, akhirinya ia menyerah pada teriakkan sang hati agar sebentar saja singgah.

Kembali ke mana orang yang ia sayang menghabiskan lebih banyak waktunya Kembali ke mana kenangan indah itu pernah ada di hidupnya. Rumah Rumah orang tuanya. Itu pun jika ia tidak punya malu untuk mengatakannya.

Terhitung selama 14 hari ini ia tidak sama sekali menyinggahi istana yang dulu pernah menjadi tempat ternyaman untuk pulang, tetapi kini terasa begitu terlarang. Asing, Tahu kalau tempatnya bukan lagi di sini.

Setelah cukup lama menunang, Sea akhirnya mendekati pintu gerbang

sambil menghela napas panjang. Dengan ragu, Sea membuka celah kecil di

tengah gerbang itu,

"Pak," panggil Sea pada satpam yang herjaga di pos. Tidak ada sahutan, dua satpam itu masih tampak asik menonton tayangan acara di televisi. "Pak...!"

Tadanya salah satu satpam menoleh malas, tetapi melihat siapa yang berdiri di sana di antara temaramnya penerangan, dia langsung sigap berliiri dan membuka pintunya.

"Non Sea...," Satpam im membeo setelah membuka pintu gerbang kecil di sisi samping dan memberikan jalan. "Non, habis dari mana? Larut sekali

pulangnya."

"Brasa, Pak, Nyari angin" Singkatnya, sambil memasuki arca halaman. Tidak terlalu luas sekali seperti milik keluarga Alexander, Bos-nya Tetapi asr, dan terawat. Ayahnya memperkerjakan tukang kebun Juga.

Nyarı angin selama dua mınggu? Baiklah. Bos selalu benar. Batin si Satpam, yang selama dua tahun terakhir, jarang melihat kehadiran Sea di

rumah ini.

Sea menatap hirus ke depan. Nuansa warna keemasan mendominasi setiapa k ran pilar-pilar tinggi yang kom merebuat rumah ini tampak mewah.

"Gitarnya mau saya bawakan ke dalam?".

"Nggak usah, Pak," tolaknya sambil menggeleng kecil. "Saya ke dalam duhi."

Sea herlalu sambil mengangguk kecil pada satpam keluarga yang audah mengabdi dukup lama. Ia tahu, laki laki 50an tahun itu tengah menatapnya dengan rasa penasaran yang besar Selalu seperti itu. Semua pekerja selalu mempertanyakan mengapa ia jarang di rumah. Sementara dulu ia malah jarang keluar

Sudah lama tidak memerhatikan keadaan, ia menghentikan langkah dan kali ini matanya jatuh pada lapangan basket tempat dulu dirinya senng menghabiskan waktu dengan bermain basket ataupun adu tanding karate di luar ruangan dengan seseorang.

la berjalan ke arah tempat bola di sisi rumah, kemudian mengambil

posisi dan melemparkannya.

"Yes" la menggumam sambil tersenyum kecil, saat bola basket itt berhast, meluncur mutus ke dalam ring.

Setelah beberapa kali melakukan shot -cuma dua tiga kali yang

melesat –Sea melanjutkan matnya pulang ke rumah ini.

la berdiri di depan puntu, membukanya. Aroma khas rumah yang sela ti la rindukan merasuki hidung. Dengan sangat pelan, ia masuk ke dalam dan menutup pintunya. Sepi, Tidak ada siapa pun di sini ketika helaan langkah

# clausayani

membawanya ke ruang tamu. Semua barang yang ada di sini termasuk sofa, meja berukiran elegan, lemari kaca pajangan, tampak mewah dan mahal. Pernak-pernik keramik yang kebanyakan dibeli dari luar negeri oleh Ayahnya saat beliau sedang bepergian ke sana - ke man untuk perjalanan bisnis mendominasi ruangan. Dia akan sangat antusias belanja banyak barang yang sebenarnya bisa dibeli di Indonesia, kemudian menunjukkan pada ibunya. Saling bertikai lucu yang mana yang harus dibeli dan tidak. Setiap pulang bisnis, ada saja yang dia bawa padahal ibunya sering melarang.

Namun, itu dulu. Saat kehidupan masih sangat berbaik hati kepada mereka. Sekarang, Ayahnya terlahi sibuk untuk itu. Dia tidak pernah berada di rumah. Lebih memilih tinggal di hotel atau kantor untuk pelepas ielah.

Semakui kakinya melangkah ke dalam, semakin sesak dadanya seakan tengah dicengkeram. Bergeming di depan sebuah pintu kamar berwarna tuklat, sa menyandarkan gitar hadiah dari ibunya ke dinding. Dengan tangan gemetar dan sangat pelan, ia memutar kenop. Hati-hati, Sea menutup kembali dari dasam pintu kamar yang penerangannya hanya berasal dari lampu duduk di dekat ranjang.

Kamar yang sangat luas bergaya eropa klasik dari dulu sampai hari ini,

masih samu. Tidak ada tata letak barang yang diubah.

bea menghampiri ramang, melepaskan sepatunya dan naik ke ataa, ia membaringkan diri melepas rasa randu yang tengah mengobrak-ahrik pertahatiannya Hatinya sakit, dan tenpa terasa, an matanya sudah menetes. Pandangan yang hanya tertum pada angit-langit kamar kian memburam. Ia menangia Semakin lama, semakin keras. Sesenggukan, tidak mampu untuk duawan. Bekapan di tangan tidak cukup untuk membungkan tangisan

"Ma, Sea kangen," la meringkuk, menenggelamkan diri pada kasur yang

dalu ibunya tempati. "Mama..."

Sea mengerjap kecil, memegang kepalanya yang terasa nyut-nyutan saat Pertama kali membuka mata. Ia ketiduran.

Setelah telah menangis, kantuk mulai mendera hebat. Foto keluarga berisi empat anggota keluarga berada di pelukannya mengantarkan ia ke alam mimpi. Rasanya nyaman membayangkan bagaimana hangatnya kisah laju. Sekarang, sungguh mustahil mereka bisa berfoto lagi seperti itu. Karena kesalahan terhodoh yang ia lakukan, ia merenggut senyum semua orang. Jika ia bisa memutar waktu, akan jauh lebih baik dirinya lah yang lenyap terlalap api. Seharusnya, dirinya lah yang mati. Bukan ibunya... biskan dia.

Bulit bening yang baru saja meluncur jatuh, segera diusapnya dengan kasar. Sea bangkit dari ranjang dan kembah menempatkan foto itu ke atas

#### addicted

nakas. Itu adalah foto sam-satunya yang menampilkan lengkap keseluruhan keluarga ini. Yang lain, telah lenyap dibakar ayahnya. Yang tersisa cuma foto foto Ayah dan Kakaknya saja yang dipajang. Namon di kamar ini, apa pun tentang ibunya, bahkan baju yang berada di lemari, tetap seperti semula sebelum dia pergi ke sisi Pencipta, Tidak ada yang dipindahkan. Tidak ada yang dibuang. Setiap hari, kamar ini pun dibersihkan.

Sea mengangkat tangan dan melihat arlojinya telah menunjukkan ke angka dua dun hari. Dua jam ia terlelap di sana. Sea tahu, Ayahnya malam m tidak akan pulang Setiap bari, dia bertanya pada sekretarisnya. Bagaimana keadaannya? Apakah dia baik baik saja? Apakah dia makan teratur? Apa dia kerja lembur sampai larut? Semuanya ia tanyakan, Kehancuran dari kemlangan, merubah sikap hangat yang dulu pernah ada, kini musuah

seluruhnya.

Dia dingin. Kejam. Dan tak berperasaan. Meski Sea dulu masih berharap ada sedikit kasih sayang, tetapi melihat goresan besar di lengaлnya, menjadi loncong pengingat bahwa sosok itu tidak lagi sama. Dipukul, ditampar, tangannya robek karena dilempar benda tajam dan memerlakan beberapa jahitan, pernah ia rasakan. Di satu tahun awai kepergian ibunya, in disiksa habis-habisan. Dan satu talam setelahnya setelah ia dilarikan ke Rumah Sakit, ayahnya semakin tidak terjangkau Jangankan bisa disentuh meski melalui pukulan, meliliatnya saja dia enggan. Avahnya tidak pernah lagi memukulinya, tidak ada lagi lebam yang menghiasi tubuhnya, tidak ada lagi sobek di bibir akibat tamparannya, dan tidak ada lagi suara darinya yang menyapa gendang telinganya. Dia hanya berbicara pada Rafel, Kakak lelakınya.

padahai mereka masih tinggal di satu Ayahnya, menjauhinya, Jauh

negara yang sama

Ah, sudahlah

Sudah cukup mengingai tentang kegetiran kehidupannya selama dua tahun terakhir ini. Banyak hal yang ingin dibuka, tetapi terialu sakit untuk

dungatnya

Sea berjalan ke arah meja kecil di tengah ruangan dan mengganti bunga tulip putih yang sudah mati dengan yang baru. Pun dengan vas bungs yang airnya telah mengeruh, Sea ganti. Sambil membawa bunga yang warnanya telah menghitam, 1a keluar dari kamar dan menutup pintunya.

Saat berbalik, langkahnya secara otomatis terhela ke belakang melihat siapa yang ada di sana, tengah duduk di kepala sola sambil bersedekap menatapnya. Entah sejak kapan dia berada di sana, sepertinya cukup lama.

Tubuh tinggi nan atletisnya dilapisi kemeja putih dan celana bahan hitam kerja. Tangan Sea yang gemetar, ditempaikan di sisi tubuh. Seny<sup>um</sup>

## classagari

mining di bibit, kernyitan samar di dahi, pandangan mencela penuh intimidasi, menghiasi paras tampannya. Rafel, anak sulung sekaligus pewaris utama keluarga ini, ternyata berada di sini inga. Padahal setahunya pada hari kerja Rafel jarang sekah pulang. Dia lebih memilih tinggal di apartemen mewahnya. Apalagi setelah kepergian ibunya untuk selamanya.

"Lo pulang? Gue pikir lo lupa alamat rumah mu," ujar lelaki 25 tahun itu

sambil berjalan mendekati Sea.

Dengan cepat, Sea berbahk hendak menjauhinya. Dan dengan langkah cepat pula, Rafel meraih pergelangan tangannya dan membalik tubuhnya dalam satu entakkan Bunga tuhp yang sudah mati terlempar ke lantai. Rafel mendorong tubuh Sea hingga punggungnya membentur pintu. Sea membuang wajah ke samping, sebelum Rafel mencengkeram rahangnya agar menghadapnya.

"Kenapa? Apa gue menakuti lo sekarang?" Dia bertanya dengan suata rendah, mengangkat satu alis. Napas Sea tersengal, rasa takut mulai menyebar

ke seluruh sendinya.

"Ya, lihat gue dong "

Sea klak menjawah. Netranya pun tidak mampu untuk membulas

tatapannya

Sambil tersenyum bak iblis, cengkeranuan di rahang Sea terlepas dan pindah menjadi belatan lembut di pipinya. "Kulit kamu kotor, Kamu juga sedikit hitaman."

Sea meneguk saawa susah payah. Semakut takut kalau dia sudah beraku kamu.

"Sea...," panggil Rafel, "kamu juga semakun kurus."

Sea mengepakan tangan dan baru saja hendak melayangkan pukulan, tangan Rafel sudah lebih dulu menangkapnya. Dia menggeleng, sambil mendecak-decakkan lidahnya. "Murid tidak seharusnya menonjok gurunya."

"Le lepasin," suara Sea bergetar, mencoba melepaskan cekalannya.

"Kapan kamu memotong rambutmu? Kenapa tidak bilang dulu ke Kakak? Tapi ... Kakak suka. Terlihat jauh lebih fresh."

Air mata Sea menggenang, memberanikan diri menatapnya meski rasa takut menghujam luar biasa. "Aku mohon, lepaskan." Dan cekalan itu akhirnya mengendur

Lelaki tinggi itu mundur sedikit, memberikan tubuh mereka jarak saat meliha, wajah Sea telah memerah.

Tatapan kebencian dan penuh selidik Rafel hujamkan. "Kaniu masih ngamen di bus bus?"

"Bukan urusanmu." Sea berbalik, dalam satu entakkan Rafel kembali membaliknya paksa. "Gue belum selesai bicara!" sentaknya Sea diam, mengentakkan lagi tangannya "Lanjutin kuliah, Biar gue yang membiayai."

"Nggak perlu."

Rafel kembali mencengkeram rahang Sea. "Lo man jadi apa, huh? Apa selamanya lo akan ngamen di jalanan?1°

Tanpa terlihat kesakutan, Sea memalingkan wajahnya.

"Kuliah Lanjutin sekolah lo Zaman sekarang cuma lulus SMA, lo bisa jadi apa<sup>y</sup>'' tukas Rafel tidak ingin mendengar sepatah kata pun bantahan "Aku bisa jadi apa saja. Jangan membehani dirimu sendiri dengan

membiayaiku."

Tangan Rafel terkepal, melepaskan cengkeramannya dengan kasar 'Dasar keras kepala' Gue benci setengah mati sama lo. Lo membunuh nyokap gue Tapi gue juga..." Rafel tidak melanjutkan ucapannya, melayangkan di udara

"Maaf," Sea menunduk. Tidak terhitung berapa kali ia harus

mengucapkannya.

Rafe, terdiam, dengan kedua tangan yang terkepal kuat.

"Aku ke ataa dulu." Sea berbalik cepat-sedikit berlari ke ataa dengan debaran kencang di dada. Harap-harap cemas, apa dia akan kembah menariknya passa. Dan hampir tiba di undukan tangga paling atas. Rafel tidak mencegahnya pergi.

"Sea, tentang malam itu...,"

"Tidak akan" Aku ndak akan mengatakan pada stapa puni" potong bea

cepat

Rafel tersenyum lagi, mendecih "Sca Sca Kamu tahu meski aku melakakannya, itu maak akan terlarang. Adukan pada Papa jika ingin. T dak akan ada yang peduli juga. Kamu layaknya sampah di sini bagi dia sekarang. Jangan lupakan, kita bukan saudara kandung. Kamu hanya anak angkat sekahgus anak haram pembantu di rumah ini. Kita tidak sedarah."

Sambil meneguk saliva susah payah, Sea cepat-cepat berjalan ke kamar dan mengunci pintunya. Ia menyandarkan tubuh pada pintu, merosotkan

diri dan terduduk di lantai nan dingin.

Anak haram...

Ya, fakta itu terbuka saat Ayahnya tengah kalap memukulinya. Dirinya cuma anak angkat di rumah ini yang hidup karena belas kasihan mereka. Rafel anak tunggal satu-satunya, dan Ibunya sangat mengharapkan anak perempuan hadir di antara keluarga kecil mereka.

Ibu kandungnya meninggal saat melahirkan dirinya. Dia bekerja di sink lalu hamil d. luar nikah oleh kekasihnya yang tidak ingin bertanggung-jawab

# clariza yani

atas dosa mereka berdua,

Ketukkan di pintu membuat Sea berjengkit kaget,

"Lanjutin ke universitas. Gue serius!" ucap Rafel dari balik pintii,

Sea segera bangkit dan buru-buru masuk ke dalam kamar mandi, lalu menguncinya lagi. Rafel menakutkan. Dari semua orang di dunia mi, Rafel adalah lelaki yang paling ia takuti.

la duduk di atas closet, sambil memijit kepalanya. Pusing masih mendera bat kepalanya, apalagi setelah menahadan, sikan Kakak angkatnya

hebat kepalanya, apalagi setelah menghadapi sikap Kakak angkatnya.

Sea mengeluarkan ponsel dari saku celana, bermat mengirunkan pesan pada Ari—sahabatnya. Dan saat mengecek, ada satu pesan dari nomor asing Sea membukanya.

Laut, seharusnya yg gue panah itu pala lo tadi. Tapi begonya malah melesat.

Isi pesannya. Walau tanpa nama, tentu ia tahu pesan itu berasal dari mana. Dan ini adalah pertama kahnya lelaki barbar itu menghubunginya. Sea pikir dia tidak akan sudi melakukan itu

Tanpa membalas. Sea langsung menghapus pesan itu. Kepalanya terasa pusing, Ia butuh tidur. Tanpa bangun akan lebih baik agar ia bisa bertemu dengan ibunya dan berlutut memohon ampunan telah merenggut kehidupannya



Rigel menatap kosong kepergian Sca setelah dia melemparkan tanpa perasaan anak panah yang ditempelkan obat luka. Dia melenggangkan kaki begit a sasadan kesi an luk begit a sasada panah pana

begita saja dan kini sudah begitu jauh tertelan jarak.

What the hell is wrong with that Dekil girl? Itu tidak mungkin benar, kan? Semesta, tolong katakan kalau yang dilihatnya itu tidak nyata. Tolong katakan, kalau vi Sen itu sekarang sedang tersenyum dan meneruma dengan riang obat lukanya.

Fuck!

Dia pikit dia siapa? Pembantu saja banyak tingkah. Dia tidak seharusnya memiliki tebut sok dingin padahal miskin. Dasar Laut kurang ajar. Tidak tahu caranya menghargai usaha orang Rigel sudah capek capek menu iskan kalimut, memberikan obat, mengeluarkan tenaga untuk mengantarkan kesana, hanya untuk dilempar dan diabaikan?

Rigel menatap ke segala arah, kemudian tawa hambar mengalun dari bibiri,ya. "Bego, ngapam juga gue ngelakum itu? Nyesel, kenapa gue nggak

panah aja pala dia biar hilang selamanya dari muka bumi"

Rigel masuk ke dalam kamar dengan brutal. Segala macam yang

menghalangi jalannya ia tendang dan entakkan.

'Awas lo. Awas aja lo!" Rigel masih belum terima direndahkan seperti ini Kesal masih dengan deras menguasai, tapi tidak tahu dengan pasli caranya baga mana meluapkannya. Tangannya bahkan membabi buta mencari kontak ponsel Sea untuk memakinya, tetapi ternyata tidak ada la juga baru sadar kalau Sea tidak pernah sekalipun mengirimkan pesan atau menelepon ke ponselnya.

Rigel melemparkan ponsel ke ranjang setelah pencarian itu berakhir mihil. Ia berkacak pinggang sambil mengatur napas. Mungkin karena tidak

# clarifayans

pernah diabaikan seperti ini oleh siapa pun, jadi kesalnya berkali lipat. Semua perempuan memujanya. Gurunya jangan ditutung. dan si Laut itu. melah dengan dingin menghempaskan mat baiknya.

Rigel mengenakan celana pendek, keluar menuju beranda dan lompat dari sana ke halaman rumah untuk mengambil anak panahnya. Kalau ibunya

tahu ia bermain main dengan benda ini lagi, pasti ia akan diomeli

Rigel melepaskan obat luka yang Sea tempelkan kembali di anak panahnya Melemparnya ke tanah dan menginjak injak dengan kesal Rasanya menyenangkan membayangkan yang ia injak-injak di sana adalah Sea la tidak mungkin menyakiti fisik perempuan secara sengaja. Tapi dalam otaknya, ta telah memukuli Sea berulang kali. Biar saja.

"Sok banget lo. Mampus! Mampus! Penvet kan, lo?" sampat salepluka itu herceceran keluar, Rigel masih dengan kemarahan yang menggebumengentakkan kedua kakinya ke sana. Jengah malam, ia menggua di halaman rumah. Keringat mulai bercucuran saat ia melompat perkali-kali.

tanpa henti.

Saat deru napasnya mulai ngos-ngosan, ia berhenti. "Gila ya, lo? Dibaikin malah ngelunjak!" decitnya saraba menunjuk nunjuk salep yang sadah takberbentuk. Kakinya pun ikut kotor bahkan perih menerpa telapaknya saat ujung kemasan salep itu ternyata malah melukainya

Sambil berimit, ia kembah ke dalam rumah lewat pintu depan. Terlalulelah harus melompat ke atas dan bergelayutan di sana. Apolagi kakinya

mulai terasa perih. Gara-gara dia. Semuanya gara-gara si Laut itu'

Lidak mungkin membawa panah ke dalam rumah takut kepergok bunya, Rigel menyembunyakan anak panah di antara semak semak pepohonan. Ia juga perlu menanyakan nomor si li aut. Tidak tahu untuk apa-Cuma huat berjaga-jaga saja kalau la ingin memakinya.

Di depan kamar ibunya. Rigel mengetuk pintu Beberapa kali diketuk,

ibunya tidak kunjung membuka ataupun menyahuti.

"Ma, buka dong. Kei mau bicara," pinta Rigel sambil terus mengetuk. "Ma, penting, Ma. " Rigel menempelkan pipinya ke pintu diatingi gebrakan.

"Sebentar, Re., sebentar..." sahut samat ibunya dari dalam terdengar granuk grusuk. Dan selang dua memit, Rigel kembah mengetuk lebih keras, barulah pintu dibuka.

lbunya mengenakan bathrobe sambil menyanggul rambutnya ke atas. "Kenapa, Rei? Kamu belum tidur?"

Rigel mengangkat alis, "Mama juga belum, kan?"

"Huh?" Ibunya berdeham canggung. "Ini... udah mau tidur."

"Mama abts ngapain?" Rigel menengok ke sela pintu yang sedikit terbuka.

## adducted

"Nggak ngapa-ngapain,"sedikit gelagapan, behau berjalan ke depan dan menutup pintunya. "Kamu mau ngapain? Ada yang penting apa?"

Rigel berdecih, "Bohong ih. Pasti abis ngapa-ngapain ya?"

"Apanya sah, Rei? Jangan mulai ya," ibunya sudah gugup tidak menentu. Rigel anak yang nakal, dirinya dan suammya sudah tahu itu.

"Papa di mana? Kok nggak keluat?"

Lovely memutar bols mata, tahu kalan anaknya sekarang tengah menggodanya Ia menyilangkan tangan di perut, menatapnya. "To the point Kamu ke ani man ngapaint"

Rigel mengulum senyum dan ikut menyilangkan tangan, "Jangan

bohong, Tadi abıs ngapain?"

"Kan ucah dibilang nggak ngapa-ngapain"

"Tuh., bohong, Ingat ya, tiga anak udah cukup. Udah pada tua. Nggak boleh main unch-aneh"

Ibunya membuka pintu, berteriak ke dalam "Sayang, ini anak kamu

kumat lagt nih!"

T.dak lama kemudian, Ayahnya muncul yang cuma mengenakan celana tidur panjang sambil bertelanjang dada. Rambutnya berantakan, tapi terlihai segar bugar tidak tampak mengantuk. Dasar orang tua ini. Tidak ingat umud

Rigel bukan anak suci nan polos, tahu pasti apa yang telah orang tuanya

lakukan.

"Kamu ngapam malam-malam ganggu orang istirahat?" Ayahnya dengan sesak keringat di dahi, mendekatinya

"Olahraga malam kalt. Ini aku ke sini malah mau mengingatkan agar

kalian istirahat. Kurang baik apa, coba?"

Wajah keduanya memerah, mereka semakin tergeragap. Ayahaya memiting leher Rigel pelan, sedang Lovely memegang tangan suaminya, agar melepaskan.

"Tidur Besok sekolalı." Ayahnya inelepaskan, membawa ibunya masuk ke dalam kamar

"Udah nauk kelas. Kan libur dua minggu. Nilai tertinggi juga loh, cuma mengingatkan, nggak berniat sombong." Rigel tersenyum jumawa

Ayahnya mengibaskan tangan. "Iya, iya .. udah sana pergi"

Baru saja pintu hendak ditutup, tangan Rigel menahan. "Dulu kalau pas libur sekolah, k.ta sering tidur bareng," senyum tertahan masih terbungkan di bibir "Sekarang aku libur. Nggak nawarin masuk ke dalam?"

"Apaan sih, Rei Itu kamu masih SD. Beda sama sekarangi" tolak Lovely

Ayahnya mendorung dahi Rigel agar menjauh. "Nggak usah digubus setan kecil ini. Dia cuma godain kita."

"Ikut masuk..." Rigel menggoyang-goyangkan tangan ibunya, "Ma, ikit

# clarizayani

masuk!"

"Rigel, astaga! Kamu ngapain sih?!" Ayahnya tampak geram.

Tawa geli Rigel meledak. "Nggak enak ya lagi tanggung-tanggung malah dipanggil?"

Ayahnya menunjuk-nunjuk. "Tuh... kata aku juga nggak usah dibuka."

"Dia bilang ada yang penting."

"Dan kamu percaya aja," dengkus Ayahnya sambil menarik tubuh ibunya merapat ke dadanya. "Sana Rei, kami beneran man istirahat sekarang."

"Ikut - 1" Rigel masih tidak mampu menyurutkan senyum meledek

'Oh, kunci Rei, kunci." Ayahnya mengusap kepalanya, menepuk nepuk pelan. "Kunci mobil kamu masih di Papa"

Rigel membulatkan mata, tahu Ayahnya sekarang tengah mengeluarkan

ancaman andalannya. Ia mundur ke belakang, menurut.

"Emang ada yang penting," Rigel akhirnya mengaku kalah, "Aku mau minta nomor si Laut."

"Tumben, Kenapa" Biasanya musuhan."

Rigel mengangguk mantap. "Sekarang di atasnya musuhan Makanya aku perlu nomor dia."

"Rei, dia kerja sama Mama. Bukan keria di bawah perletah kamu, ya!". "Tahu, tahu... kalau kerja di bawah aku baru satu mena udah kupucat."

"Nggak usah lah. Lagian kamu juga nggak ada urusan sama dia kalau gitu. Mending kamu enar tuh temen-temen kamu biar datang ke ultah kalian sabtu depan."

Rigel mengembuskan napas kasar Wajahnya sudah ikut jengkel "Ma,

aku nggak mau ngerayain ulang tahun. Kayak bocah aja "

"Ito permintaan Star Bullroom sudah dipesankan Papa di Ritz Carlton. Silakan aja kamu bilang ke dia kalau nggak mau ngerayain. Mama nggak iki tan."

Rigel berdecak, tahu kalau sa sendiri pun tidak bisa menolaknya kalau sudah Star yang meminta. Bahkan jika Star meminta merayakan ulangtahun

setiap hari, selama dia bahagia, Rigel yakin pasti akan menyetujuinya.

"Ya udah, iya..." Pasrah Rigel, meski dia sangat malas mengadakan acara seperti itu. Baginya, meniup kue ulang tahun, memotong kuenya, disoraki gembira oleh semua orang, terdengar sangat kekanakan. Bertambah umur, artinya Jatah hidupnya di dunia ini pun berkurang. Namun, mengapa malah dirayakan?

Ibunya tersenyum hangat, gantian membelai kepala Rigel. "Mama senang kamu sangat menyayanginya. Dia gadis yang sangat polos dan tidak tahu apa-apa tentang dunia. Jadi, Mama sangat berharap, kamu akan selalu

menjaga dan mengertinya seperti ini."

#### addected

Rigel berdeham, membasahi kerongkongan. Jika ibunya tahu apa yang dibrowsingnya di Google beherapa saat lalu, dia pasti akan menyesal telah mengatakan itu. Yakin sekali mungkin Ayahnya pun akan lebili memilih membuang spermanya sebelum dirinya jadi seorang anak.

"Smi, mana aku minta nomor si Laut Sekarang aku ada urusan sama

dia." Rigel tidak menyahuti, memilih mengahhkan ke hal lain.

"Stor pasti ponya. Sana minta sama adik kamu. Heran, ganggu aja"

Ayahnya sudah kesal dan malah menutup pintu.

Masih terbawa suasana akan ucapan ibunya. Rigel tidak melawan,

Dengan langkah gontor, ia nark ke lantar dua dan berdiri di kamar Star Deg degan, sa 11di takut menghadapinya la memegang dadanya,

menanang, harus masuk atau tidak? Baru mengangkat kepalan tangan, a urungkan, la benar benar tidak bisa. Pikirannya telah diisi penuh oleh rasa sesatnya pada Star.

"Aduh," keluhnya sambil mondar-mandir di depan pietu "Masuk,

nggak? Masuk, nggak?"

Namun, bak gayung bersambut, pintu Star malah terbuka, Rigel

terperanjat ke belukang sementara tatapan Star berbinar senang.

"Kakak ." Ia langsung mengapit lengannya dan menyandarkan kepala pada baliu Rige.. "Ikatan batin banget nihi" kata Star sambil cengengesan,

mau ke mana?" Rigel ingm meniauhkan kepala Star dan

bahunya, tapi la juga tidak ingin dia terlepas.

"Kak?" Star ingin mendongak dan memberikan tubuh mereka jarak

tetapi Rigel menahannya agar tetap diami

"Kamu kenapa belum tidur" tanya Rigel sambil membelal rambunya

"Eh, aku. aku bingung harus undang siapa aja" Star gugup herus mengatakan apa saat Rigel dengan posesif inclingkarkan tangan di bahunya dan mengusap kepalanya. "Eh, itu, udah undang teman Kak Rei?"

"Aku juga lagi bingung sekarang. Seseorang lagi ngacak ngacak otak dan hati aku. Kayak mau meledak kepala aku sekarang. Boro boro ngurasin

hal lam," keluh Rigel dengan perasaan berat.

Star mendongan sambil mengernyit dalam. "Uh, siapa? Kak Rei sekarang

lagi deket sama seseorang?"

"Kami selalu dekat, Dan ini terasa salah. Tapi aku juga bingung harus apa. I can't help it, Star. She's all over my head," Rigel menatap Star dengan lekat "And I can't get over it"

Star melepaskan lingkaran tangan Rigel. Dia mundur satu langkah dari h Rigel, dan d tubuh Rigel dan tersenyum tipis. "Wow... aku nggak perpah lihat Kak Rei sefrustasi ini menghadapi seorang perempuan. Dia pasti sangat spesial"

"Kamu pikir begitu?" Rigel memandang Star, menunggunya menjawah

## claritanjane

"Apa aku tahu siapa gadis itu? Dia salah satu temanku? Atau, wan ta di kelab malam yang selalu menemani kamu?" Star bertanya penuh rasa ingin tah.

Rigel menggeleng, "Aku nggak pernah jatuh cinta sama perempuan mana pun yang aku tiduri. Semuanya hanya permainan satu malam aja. Dan

setelah selesai, kita saling melupakan."

"Oh, oke." Star malas menyimak ungkapannya "Kayaknya ini bukan waktu yang pas buat bahas ini. Aku masuk dulu aja." Riang yang sempat pieughiasi wajahnya, kini terhapuskan.

"Star," panggil Rigel saat dia haru saja akan menutup pintu dengan

ուսունում.

Star fidak menggubris dan tetap akan menutupkan pintunya Rigel menahan menggunakan kaki.

"Star..." u.angnya.

"Hm," Ster menyahut malas walau matanya kini terpicing melihai kaki Rigel yang kotor "Awasın sıh kakınya. Aku mau masok ke dalam." Padahal ia juga ingan bertanya habis dari mana dia hingga kakinya kotor seperti itu.

"Kamu tahu aku gila, kau?" Rigel memundurkan kakunya, memandang Star "Aku nggak akan bisa tidur kalau aku belum mendapatkan jawaban dari

kegelisahaan aku sekarang."

"Iya, Emang kamu gila. Dan itu bukan urusan aku. Sama sekali bukan!"

Star hoa-tība sajā menyentakkan pintunya hingga berdebam keras.

Rigel membuka pintunya dan ikut masuk ke dalam. Ia melihat Star yang memunggungi dan meraih bahunya agar berbahk menatapnya

"Kamu marah kenapa?"

"Siapa yang marah?"

"Mendengar kehidupanku yang seperti itu, mungkin?"

Star tertawa hambar "Lelah aku bilang, kehidupan har kamu di luar sana bukan urusan aku. Aku tetap akan mengikuti ke mana pun kamu pergi, kan? Bahkan ke neraka sekahpun aku akan tetap mengikuti. Aku tidak masalah. Rasanya aku juga nggak memiliki hak untuk itu. Terserah kamu mau seperti apa aja."

"Star, kamu i cemburu?" Rigel mengikis jarak di antara mereka berdua,

Star mengerjap "Kamu emang beneran gila. Sana -"

Belum menyelesarkan kalimatnya, Rigel telah memotong ucapan Star dengan tangkupan di wajahnya.

"K kak...?"

"Aku perlu mencari jawaban Dan ini akan menjadi jawabannya." Rigel mendekatkan bibirnya, dalam hitungan detik, bibir Star telah berhasil dibungkam olehnya sebehun dia mampu mengumpulkan kesadaran.

## addicted

Star mengepalkan kedua tangan di sisi tubuhnya dengan erat. Dia tidak mendorong tubuh Rigel. Tidak juga menolak sentuhannya. Dia membeku, terbawa oleh lumatan lembut di bibirnya. Ia tahu ini gila, tetapi 18 pun membuka mulutnya ketika Rigel menggigit pelan bibir bawahnya mencari akses untuk memperdalam pagutan mereka.

'Aku sudah tahu jawabannya," gumam Rigel, semakin menggila

Ya, ciuman milah yang membuat sisi tergelap Rigel muncul ke permukaan. Ia tahu ini dosa, dan ia tidak masalah jika harus menjadi pendosa yang bertekuk lutut di bawah kakinya.



Mereka berdua semakin tenggelam pada lumpur pekat dan ikutan yang mengerikan. Logika sulit berteman ketika rasa asing itu terus muncul dan menjadikan mereka sepasang manusia yang melupakan batasan. Sepasang manusia yang tak lagi menganggap peraturan alam. Semesta pasti akan mengutuk apa yang terah dilakukan keduanya. Tetapi, bukankah datangnya rasa ini pun diciptakan oleh-Nya? Jika mereka bisa meminta, sungguh, kegan, itan terlarang uni adalah doa pertama yang akan dipanjatkan—berharap agar segera dimusnahkan rasa yang tak seharusnya ada antara mereka berdua. Berharap debaran ini tidak akan betah mengendap terlam lama

Rigel takut... pun dengan Star Tetapi ciuman itu, masih saling bertaut di rongga mulut Star yang dituntun oleh keahlian Rigel dalam menyenangkan lawan jenisnya. Meski dengan tangan gemetar, Star mencengkeram pinggang

Rigel yang tak dilapisi apa apa

Rigel mengambil tangan itu dan melingkarkan pada lehernya. Tanpa dituntun lagi, jemari lentik Star sudah menari di dalam helai rambut Rigel yang halus—memperpanas apa yang tengah mereka lakukan. Sebelum Star mengerjap, sadar bahwa yang mereka lakukan im bidak benar meski telah terlanjur jatuh juga. Ia mendorong pelan dada telanjang Rigel dengan gugup dan rasa yang suiit didefinisikan saat kesadaran menghantamnya. Kontan saja cuman itu terhenti. Kepala mereka berdua menunduk dengan deru napas yang terputus-putus. Masih tidak percaya apakah cuman tadi mimpi atau nyata.

Star merasa pusing Napasnya rasanya ditelan oleh Rigel hingga pasokan

udara ia hirup berkali-kali untuk menetralkan,

Nyaris tanpa jarak, Star mendongak menatap Rigel yang tak kalah

### adduted

berantakan seperti dirinya. Mereka berdua, sama sama tersesat dan menikmati kehilangan arah tanpa mau berusaha mencari jalan keluar selama keduanya masih bisa bersama.

"Apa ini ... yang kamu lakukan pada gadis-gadis yang kamu tiduri?" tanya Star dengan ragu. Pipinya bersemu merah, wajahnya serasa terbakan

Rigel merendahkan tubuhnya, mendekatkan wajahnya dengan hidung yang nyaris menempel sambil menatap Star secara intens. "Melakukan apa?"

"Uh, ci ciuman?" Ragu dan terbata, ia menanyakan. Jantung Stai setang tengah berlomba lari di dalam rongga dada, dan perutnya terasa mulas. Ja tidak pernah melakukan kedekatan seintun ini dengan siapa pun. Berbagi sulwa bersama, saling merasakan mamanya pagutan layaknya sepasing kekasih yang dimabuk cinta. Star tidak menyangka, ciuman pertamanya akan diambil oleh Rigel, kembarannya.

Rigel tidak menjawah langsung, terdiam sejenak, lalu menyentuh bibit Star yang berwarna merah muda. "Kami berciuman Tapi, rasanya nggak sepert ini Jantung aku nggak berpacu secepat ini" Rigel menjeda, memerhatikan setiap pergerakan pelan dari bibir Star. "Star, kenapa harus kamu yang menjadi satu-satunya dan berhasil melakukannya dari sekian

banyak wanita?"

Star menelan saliva. "Apa yang kalian lakukan setelah berciuman?"

Rigel tersenyum tipis di ujung bibir, menyentuh leher Star. "Ciumanka akan mendarat di sini, lanjut ke ", sini," tunjuk Rigel dengan gerakan lembut tepat pada dada Star.

Saliva Star semakin susah ditelan untuk membasahi kerongkongan

yang kian mengering, "La lalu. ?"

Rigel menjauhkan tangannya dari dada Star dan mengusap kedua bahunya Ia berbisik, "Kamu yakin mgin tahu?" godanya

"Membawa dia ku kasur dan me-melakukannya?"

Riger tersenyum, antara meledek atau merasa lucu akan sikap polosiya yang mu ai tercemar. Ia tidak menyahuti. Cuma menatapnya, memerhatikan bibir Star yang terlihat basah dan bergerak-gerak pelan Rigel tahu, dis sedang ketakutan dan gugup sekarang.

"Muka kamu pucat. Apa tadi aku nggak sengaja gigit lidah kamu!" Rigel

menyeringal sambil mencubiti gemas pipi Star.

Star membekap mulut Rigel, menggeleng-geleng tak kuasa menahan ma u "Jawab, apa yang kamu lakukan setelah itu? Kahan... tidur, melakukan itu, laiu... laiu... Star menyahut semiliri, menyiapkan hati dengan jawaban terburuk. Tangannya hinglai ke sisi tubuh, sadar bahwa sebenarnya itu pertanyaan bodoh.

Jelas, inti dari percintaan satu malam itu hanya tentang seks. Rigel sudah

## clausagani

dengan gamblang memberitahunya. Dia sudah memperlihatkan kehidupan liarnya. Star sehatusnya menjauh dari Rigel. Dia terlahi berbahaya sesuai yang dikatakan oleh mereka. Namun, dari semua fakta buruk yang telah berjejer rapi di depan matanya, Star tahu pasti satu fakta, bahwa ia tidak akan pernah bisa menjauhinya.

Rigel memotongnya, sambil menangkupkan satu tangan di pipinya

"Star, apa ini menyakiti hati kamu?"

"Aku ingin tahu. Katakan, apa yang kamu lakukan setelah ini? Membaringkan dia ke ranjang?" ulang Stat, walau menunggu pengakuan nujur Rigel membuatnya deg degan seperti akan gila.

Rigel menggeleng kecil. "Tidak, Dia akan berlutut di bawahku."

Sahutnya sangat pelan, hampir tidak terdengar.

"Huh?" Star tidak paham betul apa maksudnya. Cuma ada satu bayangan samar yang memenuhi otaknya atas jawaban itu. Apa perempuan itu akan memonon untuk ditiduri oleh Rigel? Atau.. apa? Ia sama sekali tidak mengerti.

Rigel melepaskan tangkupan tangunnya. Berdiri tegak, tidak mungkin memberitahu apa yang wanita-wanita dewasa itu lakukan setelah ciuman itu

berakhir

"Kamu nggak perlu tahu."

"Please ...?"

Rigel mengembuskan napas pelao "Star, you don't have to know everything about my darkest side I don't wout you to have my life even more."

"Please, tell me I'm okay Aku cuma ingin tahu sejauh mana kehidupanmu. Aku ingin tahu, seberapa dalam kita akan tersesat agar aku siap mengikuti langkahmu."

"No, Star Percakapan ini udah sampai di sini aja'" tolak Rigel tegas.

"Katakan, apa yang belum aku ketahui untuk menyenangkanmu?"

Rigel melotot, sedikit menjauh darinya. "What?! No, Star, NO! Aku nggak akan melakukan hal seperti itu sama kamu. Kamu nggak pertu tahu lebih banyak tentang itu I love to kissed you, and that's all. Aku nggak akan melakukan lebih dari itu."

\*Aku hanya ingin tahu bagaimana kehidupanmu." Tatapan sendu Star, membuat Rigel mendesah pasrah. Bahkan ia mengutuk lidah dan bibirnya yang hergerak memberitahunya. Binar sedih Star dan penuh permohonannya dengan keingintahuan yang besar, tidak bisa lagi Rigel tolak.

"Kamu nggak akan suka mendengarnya."

"lya, benar, aku yakin tentang itu."

"Jadı, untuk apa mendengar apa yang nggak kamu suka?" Rigel mengernyit beran.

## addicted.

"Karena itu tentang kamu, Kamu pikit karena apa?"

Rigel mengulum senyum, ia rasanya mau loncat loncat girang mendengarnya. Ternyeta bukan hanya dirinya saja yang sudah tadak watas. Star pun demikian. Sepertinya rasa asıng yang menerpa, tidak hanya terjadi satu arah.

"She pleases me with her mouth. Y-you know what I mean, right?" Rigel

menggaruk lehernya, padahai tidak gatal.

Seketika itu juga Star terbatuk-batuk. Nyatanya, ia memang belum s<sub>sap</sub> mendengar hal sekotor itu dari bibir Rigel meski hatinya telah disiapkan dengan jawahan terburuk.

"Maaf, aku cuma... itu ... itu di luar prediksiku" Suara Star k.an terpulus.

putus

Rigel membelai pipi Star, tersenyum samar "H's okay. Kamu sudah tahu aku anjing gila. Atau mafia. Atau setan kecil. Atau apalah, Maai, nggak bisa jadi lasi laki sempurna yang bisa membimbingmu ke jalan yang henar Pa just an Asshole, semua orang tahu itu."

Tanpa kata, mata Star menatap wajah Rigel dengan lekat. Dia sangat tampan Star tidak pernah melihat siapa pun setampan dia selama dirinya hidup. Atau memang matanya sedan awal hanya tertuju untuk dia seorang.

fidak diperuntukkan kepada orang lain

Rige, yang nakai. Tak tahu aturan, Berandalan, Pembuat onar Memiliki keh.dupan bebas. Biang masalah. Dan dari semua itu, tidak ada yang bisa

membuat dirunya menyingkir dari sisinya.

Mengapa Rigel harus seperti uni? Mengapa Rigel harus menjadi anak yang tak tahu aturan seperti mi? Mengapa harus Kakaknya yang hidup dengan brutat seperti in? Dan mengapa ... mengapa ta harus menyukai Rigel sehanyak ini? Kadang Star mempertanyakan itu. Dan tak satu pun dari pertanyaannya mendapatkan Jawaban.

Mungkin memang sudah harus seperti ini. Batin Star, setiap kali semua

pertanyaan itu bergulir dalam kepalanya.

Saat mereka sama sama terdiam, suara ketukkan di pintu membiat keduanya terperanjat,

"Star, kamu udah tidur? Boleh Mama masuk sebentar?"

Ragel dan Star kalang kabut Rigel mengedarkan pandangan mencari tempat untuk bersembunyi.

"Kak Mama..." Mata Star yang bulat, seolah hendak kelvar dari

tempatnya.

"Star?" ketukkan itu mengulang, "Boleh Mama masuk sebenta"?"

Lidah Stat kelu, ia bingung. Ia tidak mungkin menyahut, tapi tidak tega juga membiarkan ibunya di luar terus memanggil. Namun, ibunya (idak

# classagani

akan suka melihat mereka berdua pada tengah malam seperti ini dalam satu ruangan yang sama. Dia sudah memperingatkannya dulu—kitu mereka sudah dewasa katanya. Ada area-area yang memang privasi. Salah satunya, tidak boleh lagi tidur satu kamar bersama. Apalagi satu ranjang berdua.

Dengan wajah panik, Rigel berlari ke arah jendela. Kalau ke dalam

kamar mandi, ia takut ibunya masuk ke sana.

"Aku keluar lewat sını aja," ucapnya santai sambil mengedikkan dagu

Rigel bersiap, stap, lahi membuka jendela.

Dengan cepat, Star menahan tangan Rigel. Jendela kamarnya menuju kebawan, tidak ada penyangga yang akan memudahkan Rigel untuk melompat dari satu dinding ke dinding lain. Dia pikir dia Spiderman yang punya jaring laba? Rigel kadang memang tidak waras, ia tahu itu.

"Kak, jangan gila! Nggak boleh!"

"Star, aku nggak bisa teleportasi ke tempat lain."

Star meraih jemari Rigel, meremasnya. "Pokoknya nggak boleh!"

"Star aku nggak akan mati cuma loncat ke hawah. Yakin juga aku masih bisa caum kamu, itu pun kalau kamu masih mau." Seringaian lantas nampak

di bibirnya.

Star mendengkus, meski ia juga gagal fokus melihat lesung pipi di sana Campuran rasa mala dan nga panik bersatu-padu. Tanpa menimpali, la menarik tangan R gel dengan cepat. Dan saat kenop pintu kamarnya dibuka dari luar, Rigel telah tenggelam di dalam sehmut di sampung Star dengan dua guling yat g dibiarkan di dekatnya untuk mengecoh, binnya. Mereka tidak punya waktu jagi untuk menghindat. Untung sehmut Star cukup tebal sehingga kehadiran Rigel mungkin tidak akan ketahuan. Semoga

"H-hai, Ma.." Star tersenyum kaku, sambil mencengkeram selimut di bagian leher. "Ke-kenapa? Ada sesuatu?" la tidak bisa untuk bersikap hiasa saja sementara di dekat perutnya ada Rigel yang tengah bersembunyi. Bahkan sekarang, ia bisa merasakan tangan Rigel dengan perlahan melungkar

di pinggangnya. Ini mengerikan.

"Mansa pikir kamu udah tidut, nggak nyahut nyahut," kata ibunya samul berjalan ke arah ranjang. "Ini, barusan tante Anggi telepon nanyain acara ulang tahun kahan. Kamu tahu kan Selly? Anaknya pengin datang ke acara kalian nanti. Cuma Mama belum kasih tanggal ke mereka, nunggu persetujuan dari kamu dulu."

Star menyernyit, tidak suka. Tentu saja ia tahu gadis yang lebih tua satu tahun darinya itu. Selly anak dari teman ibunya yang super centil. Setiap satu bulan sekali, biasanya dia akan berkunjung ke sini. Star tidak menyukai Selly karena sering mendempet Rigel terus-menerus dengan sikap sok manjanya.

"Star, jadı gımana?" tegur ibunya saat Star terdiam berpikir "Kasih

#### adducted

tahu nggak? Kamu kan sering berantem tuh sama dia. Makanya Mama tanya dulu ke kamu."

"Ehm, yauda, nggak apa apa." Sahutnya terpaksa untuk mempercepat oorolan ini. Jika ia bilang tidak, pasti ibunya akan menanyakan alasannya lebih banyak.

Ibunya mengangguk. "Oke deh. Jadi Mama kasih tahu ya?"

Star ikut mengangguk berat "Iya."

"Eh, tadı Kak Rei jadi minta nomor telepon Sea?"

Star gelagapan, sementara Rigel kian mengeratkan lingkaran tangannya Star yakin dia pun panik sekarang.

"Kak Rei munta nomor Sen"

"Dia nggak jadi ke sim?" ibunya balik bertanya, lalu mematikan lampu terang "Ya udah, Mama ke kamar Kak Rei. Dia tadi minta nomor Sea Tumben banget, kan? Biasanya mereka kayak Tom and Jerry"

"Ma!!" Star memekik, saat ibunya berbalik. Tubuhnya sudah tidak enak dibawa duduk ataupun berbaring. Panas dingin. "Udah, kok, udahi Kak Re, tadi udah minta. Mama nggak perlu ke kamar dia. Paling Kak Rei udah . tidur."

"Oh udah" Kiram belum." Ibunya ber-oh-ria. "Kalau gitu kamu juga tidur, ini udah malem"

Star mengangguk-angguk, "Iya, Ma Night,"

ibunya tersenyum, "Yes, Honey, Have a nice dreum?" Setelah itu, dia berlah.

Setelah pintu dengan rapat sudah tertutup dan entakkan langkah ibunya dari luar terdengar menjauhi kamar, barulah Star dan Rigel basa menghela napas sega. Star bangkit dari ranjang dan segera mengunci pintunya. Rige dari baha sehmut muncui dan melipat satu tangan di belakang kepala Matanya menatap langit-langit kamar sambil mengatur napas. Ia deg degan setengah mampus.

"Jantung aku berasa jatuh ke mata kaki," gumam Rigel, mengembuskar

napas panjang

Di temaramnya ruangan, Star ikut menaiki ranjang, Ia memiringkan tuhuh, menatap Rigel yang terlihat berkeringat cukup banyak Bibir Star tersenyum geli, ingat kata kata Rigel yang sering diikrarkan.

Sambil menyeka keringat di dahi Rigel, Star berceletuk, "Katanya nggak takut apa pun. Katanya nggak peduh sama aturan. Kok sekarang malah

sembunyi?"

Rigel menoleh, menatapnya "Terus, kamu berharap aku bilang apa sama Mama pas lihat aku ada di sini sekarang? 'Ma, ini kami baru abis ciuman Teruyata kayak gini ya rasanya bibir anak gadis Mama' giti?"

# clarizayanı

Star memukulkan gulingnya ke wajah Rigel. "Dasar!"

"Eh, kamu ngapam posting foto cuma pake bikini doang?" Rigel ingat tentang postingan Star sore tadi.

"Bagus, kan?" Star mengangkat angkat alianya dengan bangga.

"Aku nggak suka. Mana hape kamu" Sini, biar aku hapus"

"Ih, apaan sih? Kakak juga nge-like"

"Aku akan unlike foto itu."

"Kok gitu?" 5.ar berseru tidak terima.

"Aku lupa, kalau yang lihat foto itu bukan cuma aku. Kamu terlihat cantik. Tapi itu dibagiin buat semua orang. Jadi pesonanya berkurang, karena kamu bagi-bagi."

Seketika, pipi Star langsung terasa panas dan pasti sudah memerah. Ia

herdeham canggung, sebelum menyahuti.

"Kalau Kak Rei nggak suka, nanti aku hapus."

Rigel menepuk-nepuk pucuk kepala Mar "Good girl."

"Not anymore. I'm a Sinner now, just like you."

"I'm sorry." sauca rendah Rigel, membuat Star langsung menggeleng keras.

"Aku udah bilang, balakan jika kata harus dipenjara, aku tidak apa asal kita bisa hersama. Sa, stop mying toray:

Rigel tidak membalas dia kel ilangan kata

"Kak Rel tadı mintə nomor 5ea? Birət apa?" Star membuka topik lain.

Mendengar name Sea, wajahnya yang semula sendu, kini terlihat bersemanyai lagi. "Untuk maki dia!" sahut Rigel dengan berapi-api

Star mengerutkan kening. "Kak Rei kenapa benci banget sih sama Sca?

Padahal dia kelihatan baik."

Rigei memutar bola mata malas. "Star, semua manusia juga kamu bilang baik."

"Selly menurutku nggak baik. Cewek-cewek yang di kelab sama kamu

ruga nggak baik But. Sea is different. She's nice, you know"

"Itu karena kamu cemburu sama mereka. Makanya semua yang deket sama aku dibilang nggak baik. Sementara sama Sca, aku lihat dia aja males"

Star memukul bahu Rigel. "Nggak gitu, ih!"

"Iya, emang gitu..."

"Sea .tt. cuma apa ya... pendiam aja. Tapi menurutku dia baik." Star

segera menganhkan ledekan Rigel ke pembahasan awal.

R gel menatap Star dengan serius. "Kamu nggak berpikir dia kayak atijing peliharaan Mama? Ngangguk, geleng, ngangguk, geleng Nurut banget. Kalau sama Mama disuruh loncat dara jurang, mungkin dia bakal lakun juga"

### addicted.

Star memukul pelan pipi Rigel. "Mulutnya jahat ih," omel Star. "Menurut aku, Karakter Sea mirip Kak Rei kalau bersikap sama orang asing. Kayak ada tembok tinggi , banget. Dan cuma orang orang tertentu aja yang bisa ngeruntuhannya."

"Kamu kok nyebelin? Amit amit dong. Masa disamain sama aku." Rigel menank pipi Star. "Lagran walan aku dingin, masih banyak yang suka. Nah, dia?

Miskin, tapi belagu Ini namanya nggak tahu diri, Star."

"Kak Rei jangan gitu. Tipis banget loh perbedaan benci ke cima," ledek Star. "Aku nggak mau ya kalau nanti antara kahan ada gimana-gimana".

"Ha-ha Lucu!" ucap Rigel datar tanpa nada.

"Tapi karakter kalian mirip sih."

"Star, bisa kita nggak usah bahas si Laut? Nggak penting banget. Aku bisa pastikan, dari semruh makhluk di bumi, kayaknya si Laut adalah spesies yang nggak akan pernah menjadi orang yang kamu cemburut."

Star mengangguk-angguk percaya mengingat hubungan mereka yang

sangat buruk.

Ruangan itu kembali dilingkupi oleh keheningan Tenang, kecuah suari

embusan napas keduanya yang mengalon pelan.

"Kak?" Ster mernanggil serak, Rigel betdeham. "Seharusnya, aku nggak boleh cemburu suma siapa pun yang akan dekat denganmu. Aku nggak berbak untuk ito, Kita..."

"Star, aku mengizinkannya. Kamu berhak untuk itu. Cuma kamu!" potong

Rigel, menegaskan.

Cukup lama, mereka membisu lagi. Tidak dapat dipungkin, keduanya kiti: dilanda rasa bingung dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Dari jutaan kata, tak ada satu pun yang bisa dengan baik mendeskripsikannya.

"Besok, aku berharap bisa melupakan kejadian tadi." Star tiba tiba berkata

dukuti embusan pelan napasnya.

Rigel tersenyum pahit. "Kita masih bisa mengulangnya kembali, lahi dilupakan lagi keesokan hari."

"Kak, apa ini tidak apa-apa?" Star menatap Rigel lebih lekat. Dari soroton

matanya, ketakutan itu terlihat nyata.

Rigel membelai rambutnya, berusaha memberinya ketenangan "Tentu apaapa. Untukmu Kita tidak seharusnya melakukan hal tada, Star. Tapi untukkusebenarnya aku biasa seja."

"Cih, tadi Kakak terlihat ketakutan."

Rigel mendesah sambil tertawa renyah. Wajahnya tertekuk, udak lama setelahnya. Sebenarnya, aku juga takut" Rigel kembali menatap ke atas, tampak serius. "Antara kita, bukanlah peraturan mamisia, Star. Aku juga ... takut."



Dengan mata yang masih rapat terpejam. Sea meraih ponselnya di atas nakas yang berdering sedari tadi. Melihat nama siapa yang muncul, buru huru ia bangun dan duduk di tepi ranjang, lantas mengangkatnya.

"Halo, Nyonya?" suaranya yang memang sudah serak dan dalam, menjudi semakin nyaris tidak terdengar ketika bangun tidur. Ditambah lagi semalam habis menangis ketika serbuan rindu terhadap ibunya tidak bisa lagi dibendung.

"Sea?" di seberang telepon memastikan Sea tengah mendengarkan.

"Kamu hari ini jadi pulang kani".

"Iya," sahutnya singkat sambil memerhatikan pemandangan pagi di luar

yang terlihat asri.

"Syukurlah Sooloya hari ini saya muu minta tolong hantu antarkan undangan ulang tahun Rei dan Star ke beberapa tempat. Nanti diantar Sopir, atau kamu bisa bawa motor sendiri jika nggak mau kejebak macet,"

"Bark."

"Kwa-kwa jam berupu sampai ke rumah? Kalau bisa, lebih cepat ya. Biar nggak terlalu kesorean nanti."

"ıya."

"Kamu bisa bawa motor?"

"Bisa."

"Kaiau menurut saya, mending naik motor aja. Arah ke suna itu macetnya parah, ini aja Rei sama Star naik motor, pada ikut bantu antar sebagian undangan ke daerah dekat-dekat."

Sea mengangguk lagi-seolah bosnya itu berada di hadapannya

"Lag an ini acaranya mendadak banget sih. Saya pikir mereka nggak mau rayain tahun ini. Eh, ternyata Star malah minta," cerocosnya.

## addicted

Sea tidak menyahut. Tidak tahu harus mengatakan apa. Tidak pintar berbasa-basi juga.

Ehm ya udah kalan gitu. Kamu hate-hati di jalannya." Bos nya pun tampak bingung harus mengatakan apa lagi mendengar respons singkat 5ca

"Iya, Nyonya," Ucapan itu menjadi penutup percakapan

Sebagai majikan, Lovely dan suaminya tergolong orang yang sangat ramah. Mereka tidak memperlakukannya seperti kesetan Ia bersyukut bisa dipertemukan dengan orang baik, meski anak lelaki mereka sangat jauh dar, kata baik. Seperti setan sih, iya "Cukup baik" saja masih terlalu bagus untuk disandangnya.

Gara gara sering bertemu dengan PRT keluarga itu, ia dikenalkan pada pekerjaan ini. PRT ini aidah berumur. Setiap beliau usai berbelanja di pinar Swalayan yang tidak jauh dari tempat tongkrongannya bersama pengamenlain. Sea akan menghampiri dan membantu mengangkat belanjaannya ke dalam bus. Hingga sering berjalannya hari, mereka semakin akrah. Dan

akhirnya ia ditawan bekeria di sana oleh behau.

Saat hendak meletakkan kembali ponsel di nakas, matanya jatuh pada kotas P3K. Tangannya terulur menyentuh ujung bibir, rasa lengket menempel la tahu sescorang terah mengoreskan salep pada permusaan bibirnya yang terluka semalam. Satu satunya orang yang akan mengobati lusanya di rumah ini adalah Rafel setelah kepergian ibunya. Ia tidak menyangka lelah itu akan menyadan keberadaan luka tini. Entah pukul berapa dia masuk la tidak yakin. Padahal pintu kamar sudah ia kunci.

Sea bergegas ke kamar mandi tidak ingin menghirankan apa yang didapatnya pagi ini. Apa pun yang didakukan Rafel, tidak akan pernah membuat rasa takut itu sirna. Beherapa orang diciptakan untuk menjadi yang melukai, atau mengobah Dan Rafel adalah keduanya. Menakutkan ketika harus berurusan dengan dua kepribadian yang berbeda dalam satu tubuh. Tidak tahu mana yang harus dipercaya, sehingga agar ia tidak kan terluka, menjauh adalah yang dipilihnya.

Selesamya mandi. Sea mengenakan kaus putih pas hadan dilapisi kemeja planel dan celana jina longgar panjang. Tanpa menyisir rambut pendeknya

yang halus dan sudah rapi dengan sendirinya, ia keluar dari kamar

Satu harapannya pagi ini, semoga Rafel sudah tidak ada lagi di sim Debaran takut saat dia berada di sekitar, membuat Sea rasanya akan gla Namun, doanya tidak pernah didengar semesta. Mungkin ia terlalu berdosa sehingga harapan apa pun tidak pantas untuk dikabulkan

Rafel atta di sana -tengah menyantap sarapan bersama seorang perempuan yang dulu pernah dikenalkan pada Papanya sebagai kekasib Laura. Sea tidak ingin memedulikan, langsung melewati mija makan dan

# claritayani

mengenakan topinya menuju ke depan.

"Sea, sarapan dulu di sini." Perintah tegas Rafel. Dia masih fokus pada sarapannya, sambil menyimak ciutan perempuan di sebelahnya.

Langkah Sea terhenti sebentar Kemudian berjalan lagi.

"Sea " satu kalimat itu terdengar penuh ancaman. Kini, mata Rafel sepenuhnya menatap Sea. "Jika tidak ingin kuseret, cepat kembah ke sini."

"Aku , aku harus cepat pergi," sahut Sea, menghentikan helaannya. Kepalanya tertunduk, hanya beberapa detik berani menatap ke arah Rafel.

Entakkan langkah dominan Rafel mendekatinya. Mengenakan celana kargo dan kaus naam yang mencetak jelas tubuh herototnya, penampulan santai Rafel di matanya kian membuat bulu kuduk meremang. Dia terlihat kuat seolah bisa melakukan apa saja padanya. Seperti kejadian lalu, tanpa sanggup melawan dia berhasil menghancurkan kepercayaannya tanpa sisa.

Rafel mencengkeram lengan Sea, lalu menyeret dirinya paksa dan mendorong tubuhnya agar ikut duduk di kursi makan. Tanpa daya-karena

melawan pun percuma—Sea akhirnya ikut duduk.

"Hai Sea, pagi," sapa perempuan dewasa yang amat cantik itu. Tubuhnya seksi dilapisi oleh tank-top hitam dan hot-punts yang berada jauh di atas lutut. Rambutnya bergelombang berwarna coklat terang dengan riasan yang

cultup tebal.

Sea mengangguk kecil, sebagai balasan sapaan hangat itu ila ingin segera bangkit dari kural, tetapi bahu kacannya ditahan oleh Rafel sementara tangan yang lain mengambilkan makanan ke piring. Selesainya, dia meletakkan di hadapan Sea agak membanting hingga menghasilkan bunyi yang cukup nyarung

"Makan Setelah ini, kuantarkan ke tempat kamu biasa berkenarani"

ujarnya tanpa ingin mendengar bantahan.

Tidak mendapat, pergerakan dari Sea, Rafel menatapnya dingin. "Kamo tidak akan suka jika kamu mengikuti caraku untuk menghabiskan sarapan int"

"Aku harus segera pergi." Nyaris tidak terdengar, Sea kembali menyahuti.

"Tidak tanpaku. Habiskan dulu sarapanmu!" Rafel agak meninggikan

suara. Di hadapan Sea, kemarahan lebih sering menguasai.

Setelah beberapa minggu Rafel tampak menghindarinya, kini dia kembali gila dan mulai menyiksanya. Bahkan di hadapan Laura, Rafel tidak sama sekali peduli akan penilaiannya. Sangat kasar, dia memperlakukannya.

"Kamu jadı 'kan nganter aku ke salon?" Laura ikut nimbrung saat

mendengar Sea akan bergabung.

Rafel berdeham pelan—yang pagi-pagi sekali sudah mendapatkan kunjungan dari kekasihnya.

#### adducted

"Kıta bertıga?" Dia mengernyit, tampak tıdak setuju dengan ide itu.

Cuma anggukan samar yang didapat. Sedang Sea masih membisu seraya

melihat arloj, di tangan yang telah meminjukkan ke angka delapan.

"Aku sudah mendaitarkanmu ke tiga Univeritas terbask di Jakarta Senin depan ikut tes-nya," Ralel membantu memotong telor mata sapi yang berada di piring Sea, tanpa menghiraukan raut kekasihnya yang telah tertekuk malas. "Aku mengasongkan senina jadwalku hari itu untuk mengantarmu ke sana. Jadi, hadirlah!"

Sea mengernyit mendengar permintaan itu. Dia bertingkah layaknya

Malaikat setelah beberapa saat lalu menjelma seperti Iblis.

"Tidak perlu Aku pergi." Sea baru saja mendorong mundur kursi, lagilagi Rafel menahannya Kah ini, pahanya yang ditahan agar tetap di sana.

Kilatan amarah terlihat jelas di matanya. "Bukannya aku sudah bilang

kamu tidak akan pergi ke mana pun tanpa aku?"

"Aku harus bekerja Kumohon, lepaskan!"

"Makani" Rafel mengambil satu sendok penuh dan menyodorkan pada mulutnya "Buka mulutmu. Makan Tubuh kamu sudah semakin kurus. Janga menjadi terlihat lebih menyedihkan dari inti"

Mulut Sea tetap terkunci. Ia tidak mengatakan apa-apa. Rafel memaksa

dan menjejalkan, Sea membuang muka ke samping.

"Sialan!" Rafel mengentakkan sendok ke piring hingga berantakan. Tangannya terkepal dihputi amarah yang bergejolak marah. "Gue harus kayak gimana buat memperbaiki?!"

"Rafel. " kekasihnya menahan, saat Rafel mendongakkan kepala Set

dan mencengkeram rahangnya agar menatapnya.

"Tidak ada yang perlu diperbaiki. Biarkan saja semuanya rusak sepert

lin.' Sea menepis tangan Kafel dengan lemah

"Sea, lo tahu gue benci setengah mati sama lo. Gue harap, gue hisa melakukan apa yang lo lakuin sama nyokap gue!" sentak Rafel

"Apa masih kurang?" Sea tiba tiba bertanya hal yang ambigu bagi

perempuan cantik di sebelah Rafel.

Rafel terdiam, menatapnya. Sama sama terdiam, untuk sesaat tidak ada

yang bersuara.

"Lo benci sama gue karena kejadian itu dan berpikir kita impas?" mata Rafel terpicing jahat, bibirnya menyeringat "Sea, ratusan kan gue ngelakum, itu nggak akan bikin lo mati. Nyawa dibalas dengan nyawa Itu yang Papa inginkan dari lo. Tapi gue ... gue masih memberi lo kesempatan untuk hidup

"Benci aku, seperti apa yang seharusnya Kakak lakukan dan Papa perintahkan. Kalian berhak untuk itu. Aku tidak akan melarangnya." Samat Sea mengatakan. "Jika mati adalah obat dari segala kehancuran kalian.

# clargagani

aku tidak apa selama itu bisa menyembuhkan. Jangan membuat semuanya

menjadi rumit. Jika aku harus mati, lakukan dengan benar"

Sea bangkit dari kursa, menahan sakitnya bekas tekanan Rafel pada pahanya ia berjalan menjauhi meja makan menuju kamar ibunya untuk mengambil gitar yang semalam ia lupa bawa. Rafel hendak menyusul, tetapi matnya diurungkan ketika mendapat panggilan dari sekretaris pribadinya di kantor. Dia keluar menuju ke taman belakang saat mendengar informasi penting yang diutarakan diikuti oleh kekasihnya yang terlihat cemas.

Seharusnya Sea cukup mengambil gitar yang tersandar di dinding kamar bagian luar, tetapi ia malah masuk ke dalam. Ia tidak tahu kapan akan mengunjungi ibunya lagi, ka tidak bisa sering ke sini—takut akan keberadaan Rafel yang selalu terlihat mengintimidasi. Ia tidak takut jika harus mati. Tapi, melihat dia perlahan menghancurkan kepercayaan yang dulu ia punya,

kemudian terlahap tanpa sisa, sungguh menyakitkan.

Sea mengembuskan napas panjang, duduk di tepi ranjang sambil mengusap permukaan kasur yang biasa ibunya tiduri.

"Ma Sea berangkat keria dulu. Sea nggak tahu kapan jenguk lagi ke sini.

Sea—"

Ucapan Sea terfienti seketika saat mendengai pintu dibuka. Ia langsung menoleh, dan saat melihat siapa yang ada di sana, buru-buru Sea merapikan ranjang bekas ia duduk dan berdiri tegak

"Pa ," nada suara Sea bergetar, melihat gurat kemarahan itu mulai

mengmosi parasnya.

Kaki panjang itu menghampiri, mata Sea masih tertuju padanya tanpa menunduk. Tidak dapat dipungkiri, ia pun sangat merindukannya.

"Papa... Papa apa kab-"

PLAK

Dengan keras hingga tubuh Sea terpelanting ke dinding, dia menamparnya sebehum kalimat sapaan itu terselesaikan.

"Berani beraninya kamu menganjakkan kaki di tempat istriku!" Sea berusaha bangun, ketika tubuhnya ambruk ke lantai. "Pa..."

"Aku sudah berusaha menghindan anak iblis sepertimu, dan kamu tanpa tahu malu malah datang ke sini" Henrick melemparkan yas bunga yang semalam Sea ganti isinya sampai semuanya berhamburan ke lantai. Satu pecahan keramik bahkan mengenai dahinya hingga menyebabkan goresan kecil. "Kamu pikir bunga seperti ini bisa dilihat olehnya? Dasar anak haram sialan!"

Henrick meraih tongkat golf di ujung tempat tidur. Sea tetap bergeming di tempat, menghitung dalam hati tongkat besi itu sebentar lagi akan dihantamkan padanya. Dan dalam beberapa detik, benar saja, tubuhnya

### addicted

telah menerima hantaman bertubi-tubi.

"Mengapa bukan kau saja yang mati! Dia tidak pantas menerima sem<sub>ija</sub>

in.. Dasar anak iblis! Akan kubunuh kau hari ini juga!"

Tubuh Sea telah ambruk, ia meringkuk menutupkan kedua lengannya ke bagian wajah. Dengan napas tersengal menahan sakitnya besi itu bergesekan pada kulit. Sea menggumamkan kata maaf terus terusan.

"Maaf kau bilang?!" Hantaman Henrick semakin kencang pada

punggung Sea. "Mati dulu baru kumaafkan!"

"Maaf maaf." bibirnya telah bergetar, napasnya kian mempis, Tanpa perlawanan, ia menerima dengan pasrah saat Ayahnya kembali memukuli dengan membabi buta setelah satu tahun lamanya tidak pernah menyentuhnya.

Sea terbatuk, mulut dan biburnya mengeluarkan darah Seperti Jahan tubuhnya benar-benar meringkuk dengan napas yang menderu kasar Semakan banyak pukulan itu mendarai di tubuhnya, semakin hilang rasa

sakit itu hingga sekiruh sarafnya scakan mati rasa.

Brak...

Pintu dibuka dengan kencang. Rafel membulatkan mata dan melemparkan ponael secara sembarang ke lantai meliliat ayahnya kembali menyiksa Sea la beriari cepat dan segera mengambil alih tongkat golf itu,

melemparkan sejauh mungkin ke hiar kamac

"Pa, apa-apaan?" Raiel berteriak, menghampiri Sea yang tetap pada posisinya—meringkuk dengan kedua tangan menutupi wajah. "Sea. 7 Sea?!" Rafel mengguncang bahu Sea, saat pergerakan tidak didapatkan darinya Persis seperti tahun lalu, Ayahnya pun memukulinya seperti ini, hanya saja duan goresan besar yang menganga terdapat pada lengannya. Darah berceceran di ruangan ini. Di ruangan yang sama.

"Kenapa anak iblis ini ada di komar istriku?!" Dia menyentak murka. "Ratel, kamu janji tidak akan lagi mendekati iblis ini! Untuk apa kamu

membelanya? Menjauh darinya, Cepat!"

Rafel menatap Ayahnya dengan kemarahan yang sama Ayahnya tengah berkacak pinggang sambil mengatur napas. "Papa janji tidak akan memukulnya lagi Aku sudah menjauhinya! Dan Papa berjanji tidak akan menyentuh Sea ku lagi!"

Mata Henrick terpicing, murka mendengar pembelaannya. "Sea ku? Dasar bajingan' Dia bukan lagi bagian dari keluarga kita. Dia anak iblis yang

seharusnya kata biarkan menyusul ibunya mati saat dilahirkan."

Sea membuka kedua tangannya la menyeka darah yang masih belumberhenti mengaliri hadung—jatuh mengotori lantas. "Aku nggak apa-apa," ucapnya, dengan dada turun naik. "Aku nggak apa-apa, Aku sudah bilang,

# claringani

aku siap untuk mengakhiri kebencian kalian terhadapku. Mati, jika itu jawabaninya, aku ... aku stap." Suaranya terputus putus, nyaris tidak terdengar

"Benar Scharusnya kau memang mati!" Henrick kembali akan mengambil tongkat golf baru, dan dengan gesit Rafel melemparkan ke lemari kaca beserta dengan seluruh isi tempat goltuya. Benturan itu menyebahkan semuanya semakin herantakan.

"Jangan menyentuhnya! Aku tidak akan membiarkan menyentuhnya lagif" ancam Rafel, sama-sama saling menjulang tinggi

dengan gebuan kemarahan yang setara.

Masili terkejut dengan pemberontakan anak kandung satu-satunya ke uarga mi, Henrick memicingkan mata tidak percaya. "Kamu berani? Fel"

kamu berani membela dia di hadapanku?"

Rafel tidak menjawah, memilih membangunkan Sea. Saat ia akan menggendongnya. Sca menolak "Aku tidak apa apa. Aku ... tidak apa apa." Padahal keadaannya sangat mengenaskan. Tanpa menangis, dan tanpa meringis. Saat kakunya berdiri. Sea ambruk berkali-kali jika tanpa topangan dari Ratel, dan dia tetap mengatakan bahwa dia buik-buik saja.

"Menjaul, daranya, Fe.1" Ayabnya kembali menyentak.

"Ayo pergi." Rafei tiJak menghiraukan-menopang tubuh Sea yang sempoyongan menmu ke hiar. Darah masih mengahi dari hidung serta mulutnya. Dan la yakin, tubah Sea juga telah babak-belur di dalam,

"Rafel, apa kamu tidak dengar apa yang Papa katakan? Sea bukan adikmu lagil Dia bakan bagian dari keluarga kita. Dia anak haram dari

seorang pembantu. Dia juga pembunuh ibumu. Apa kamu lupa?!"

Langkah Rafel dan Sea berherti di ambang pintu. Sea hendak menoleh,

tetapi dicegahnya.

"Benar Die bukan lagi bagian dari kehiarga kita. Iapi, dia bagian dari dir ku." Rafel menjeda, lalu menoleh sedikit. "Jangan pernah menyentuhnya. Atau, Papa akan tahu akibatnya'\*

Jawabannya sebelum akhirnya berlalu membuat Henrick maupun

kekasihnya tersentak - membisu tak berkutik di tempat

Di parkiran, Rafel menyandarkan punggung Sea ke pintu mobil. Wajah Sea masih tertata datar, tidak ada air mata kesakitan yang berlinang di sana membuat Rafel malah semakin murka.

"Sea, katakan sesuatu! Tidakkah kamu membencinya? Tidakkah kamu mau melawan apa yang dilakukannya padamu? Buat apa kamu Jago beladiri jika untuk menjaga dirimu sendiri saja dari pukulannya kamu udak bisa!" sentaknya xesal.

Sea masih membisu. Dia terlihat tidak bermat menjawah, padahal

penampilannya sudah tidak keruan.

# addicted

"Dan aku .. aku juga melakukannya. Kamu tidak melupakannya, kan? Kenapa Sea? Kenapa kamu tidak melawan?" parau, mata Rafel memerah sambil mengguncang bahu Sea berulang kali. "Menangis Sea, menangis! Jangan diam sa a, sialan!" sentaknya putus asa.

"Aku harus pergi. Aku harus pergi dari sini!" Sea bersikeras, mengalihkar

wajahnya ke segala arah.

Dengan cepat, Sea pun merapikan rambutnya, seolah ia tidak apa-apa. Seolah kejadian mengerikan itu tidak pernah ada. Kedua punggung tangan Sea terluka. Dahunya pun tergores kecil entah karena benda apa. Rafel tidak tahu.

"Masuk,' Rafel membuka pintu dan mendorongnya paksa ke dalam."
"Kita ke rumah sakit dulu. Obau lukamu."

"Nggak perlu. Tolong, jika ingin mengantarku, bawa aku ke tempat

biasa." Pinta Sea sambil menolehkan kepala ke luar jendela.

Tidak ingin berdebat lagi, akhirnya Rafel menurutinya. Sebelum itu, Rafel membuka salep dan membalik wajah Sea agar menghadapnya. Kemudian mengoleskan salep yang selalu ada di mobilnya ke dahi Sea. Kebiasaan Sea yang sering terluka akibat pukulan Ayahnya, membuat salep luka selalu berada di tas atau mobilnya sampai sekarang.

Laura, kekasih dari Rafel berdiri di teras rumah— kebingungan melihat Rafel mulai memutar setir kemudi tanpa memedulikannya dan keluai dari

gerbang meninggalkan kediaman.



Di dalam mobil, tidak satu pun dari mereka yang bersuara. Hampir tengah hari, keduanya masih saling membisu di dekat taman yang tidak jaoh dari persampangan lima lampu merah di mana hanyak pengamen yang tengah berkumpul menunggu bus lewat. Dan ada juga yang sekadar memetik gitar tanpa mengharapkan imbalan apa apa sebagai pelipur lara. Bernyanyi

keras, seolah tidak ada beban dalam diri mereka.

Tadi iya Sea bersikuras mirita diturunkan. Tentu saja Rafel tidak membiarkan dia pergi dengan mudah dan dalam keadaan seperti ini. Dia tidak mungkin memnggalkan Sea dalam keadaan menyedihkan. Aliran darah dari hidungnya bahkan baru berhenti sekarang. Dan jujur saja, ia tidak ingin melepaskan Sea bergabung dengan mereka—para pengamen jalanan ita. Gaya urakan Telinga dan bibir yang diluasi tindikan. Tubuh dipenuhi tato. Dan wajah sangar tampak menyeramkan. Mereka semua terlihat seperti preman kecuah beberapa anak kecil yang berada di ayunan sedang menghitung uang recehan.

"Kamu nggak takut gabung sama preman-preman itu? Gimana kalau diapa-apain sama mereka?" tanya Rafel sambil mengedikkan dagu tidak suka. "Kasih tahu aku di mana tempat tinggal kamu selama berkeharan di luar Aku langsung antarkan ke sana saja." Selama dua tohun terakhir, Rafel sama sekali tidak tahu di mana Sea tinggal saat dia tidak pulang ke rumah. Sea tidak pernah memberitahunya meski ia bertanya bahkan agak memaksa.

"Bahaya malah kamu dekati!" lanjut Rafel sambil berdecak jengah.

Tadinya Sea tidak menjawah, tetapi setelah cukup lama pertanyaan itu mengudara, akhirnya dia menjawah, "Apa bedanya kamu dengan mereka?"

Rafel agak tercekat, menoleh pada Sea. Dia cukup terkejut mendengar respons darinya. Biasanya Sea tidak akan menjawah pertanyaan semacam

#### addicted

itu. Sea akan lebih memilih bungkam dan mengabaikan,

"Apa?" Rafel menautkan alis, memastikan.

"Kalian sama sama menakutkan. Bedanya, jika mereka melakukan hal di luar batas, aku bisa melawan. Tapi sama kamu, aku nggak berhak untuk itu."

memang sedari menatap punggung Sea -yang Rafel mentanggunginya. "Kamu berhak untuk itu," disusul seringai meremehkan "Tapi percuma, kamu tuga akan kalah. Buang-buang tenaga saja?"

Sea tersenyum miras. "Di dekat mereka, aku baik baik saja. Di tempat terbuka yang menurumu memiliki banyak bahaya itu, aku nggak kenapa-

napa. Nggak satu pun dari mereka yang melukat aku."

Senyum mencemooh yang semula menghiasi bibir Rafel, kini mulai terkikis

"Tapi sebaliknya. Di istana megah yang seharusnya menjadi terapat paling aman, aku dihancurkon!" lanjut Sea, dengan pandangan nyalang ke luar "Tempatku memang di jalanan. Sudah dua tahun aku hidup seperti ini, dan aka masih di sini sekarang, baru saja dipukuh oleh Papa."

"Kamu yang membiarkan dui kamu dinancurkan! Jika kamu marah, jika kamu merasa semuanya tidak adil, kenapa tidak melawan?!" Rafel

memukul setir kemudi-naik pitam

"Kamu bilang, bagaimanapan jugo, aku akan tetap kalah" Sea menggumam sangat pelan, berbanding terbahk dengan Rafel yang bertenak lantang. "Melelahkan, harus melawan apa yang tidak seharusnya kamu lawan. Aku cukup tahu diri."

Rafel menelan saliva, untuk beberapa saat dia kenilangan kata. Ia menelungkupkan kepala ke setir kemudi, mengatur napas untuk menetralkan gebuan amarahnya. Tubuh Sea sudah babak belur. Tidak seharusnya a menyakiti fisiknya lagi

"Aku tahu kamu membenciku sekarang," dalam tunduknya, Rafel

menggumam.

"Aku nggak mungkin membenci keluarga yang telah membiatkanku

hidup lebih luma."

Rafel mengangkat wajahnya, menatap punggung gadis 18 tahun itu "Sca, jika kamu memintaku untuk berhenti saat itu, aku akan melakukannya" Saara Rafel terdengar berat, nyaris tidak terdengar "But, you don't Kama membiarkanku merusak kepercayaanmu."

Sea memilih tulak menjawab lagi. Seperti robot, pandangannya kosong. dengan kepala tersandar lemah. Pun dengan Rafel yang membiarkan keheningan mendominasi keadaan. Rafel mengunci pintu mobil sisi bagian Sea, agar dia tetap di sampingnya untuk waktu yang lebih lama. Ia tidak

clarizayani

tahu kapan bisa duduk dalam satu mobil yang sama dengannya lagi. Bahkan ketika ia mencoba untuk bertemu. Sea akan berusaha keras menghindar.

Sesekalı, Rafel menoleh padanya. Menatap Sea yang tengah menyandarkan kepala ke jendela mobil sambil memeluk tubuhnya sendiri.

Sea tidak menyahut. Dia tetap dengan posisinya, sambil memerhatikan lalu-lelang kendaraan.

Embusan panjang napas Rafel terdengar. "Aku akan segera menikahi

Laura. Kami akan bertunangan dalam waktu dekat"

Sea tetap diam, tidak berniat menjawab.

"Aku bingung, harus senang atau sedih. Dia sangat perempuan. Kerjaannya ke salon Belanja, Spa. Mempercantik diri. Sikapnya pun sangat manja dan lembut. Banyak yang memuja dia, menginginkannya, dan aku suka memamerkan dia ke khalayak umum. Dia hampir sempurna, kamu tahu kan?" Rafel tersenyum tipis, membayangkan sosok kekasihnya yang la tinggalkan di kediaman keluarganya.

Sea masih membisu, tetapi ia mulai mendengarkan. Sudah sangat lama sekali mereka tidak duduk dengan tenang seperti ini dan saling berbicara pelan Sementara Rafel masih tampak berpikir sambil mengernyit samar dan

menatap kosong ke depan

"Kulit d'a putih mulus. Nggak ana sedikit pun bekas luka di badan dia. Memar, atau tanda latur hitam setitik pun nggak ada. Dia juga nggak memiliki dua tahi lalat anch di dekat pusarnya. Kalau pun ada, pasti dia akan hilangkan" Rafel terus berbicam, membayangkan apa yang sekarang tengah berputar di kepalanya.

Sea mulai merasa tidak nyaman ketika pembicaraan itu terus berlanjut. la berusaha membuka pintu mobil. Ia tidak tahan mendengar Rafel berbicara lebih banyak tentang kehidupannya. Rafel menahan tangan Sea, meski Sea menepis berkalı-kalı, cengkeraman Rafel dı lengannya terlampau kuat untuk

dileoaskan.

"Aku belum selesai bicara'" cegah Rafel.

Sea tidak bersuara, tapi tubuhnya meronta meminta dilepaskan

"Sea, entah mengapa aku juga berharap dia bisa menemaniku bermain basket Latthan karate, saling tendang, tonjok, sampe nggak sengoja ketendang dan ketonjok beneran, terus marahan, terus baikan. Aku juga ingin dia bersikap serampangan, keras kepala, dan nggak selalu menuruti apa yang kuinginkan"

"Lepasin!" rontaan Sea tidak membuat Rafel melonggarkan cengkeraman. Dia malah menarik tangan Sea agar menghadapnya, "Apa ...

apa yang kamu mau!!"

Rafel menatapnya lekat dan serius. Aura maskulin dengan gurat ketegasan khas pria dewasa ada dalam diri Rafel-membuat siapa pun yang berhadapan dengannya tunduk akan semua perintahnya.

"Sea, aku membencimu. I really do. Tapi, aku juga nggak bisa berhenti

memkirkan bagaimana membuatma tetap hidup."

"Jangan mengkhawaturkanku. Aku akan baik baik saja." Mata Sea memerah, ketakutan bisa Rafel lihat dari netranya. "Lepaskan! Aku harus

perg 🗥

Dua tangan Sea disatukan, digenggam dengan erat olehnya. "Jangan terus menghindariku. Jika pun kamu harus hidup dengan menyedihkai, iti, harus karena aku. Aku nggak akan membiarkan kamu disakiti oleh siapa pusi, kecuali oleliku."

Apa yang keluar dari bibir Rafel sungguh berbanding terbalik dari sikap

dan tatapannya.

"Stay with me Akii akan memastikan Papa tidak akan lagi bisa

menyentuhmu. I promise " Janjinya, tampak sungguh-sungguh.

Mata Sea sudah tidak terarah, berusaha mendorong tubuh Rafel. Suaranya tidak bisa lagi dikeluarkan. Rafel sangat menakutkan untuknya la hanya ingin berlari sejauh mungkan darinya.

"Aku akan mencarikanmu apartemen. Berhenti menjadi manusia list" Rafel menangkup wajah Sea, mersuh dagunya dan mendongakkan, "Aku

Janji, kamu akan aman bersamaku mulai sekarang."

"Perlindungan pating aman adalah berada jauh darumu" Dengan satu entakkan lebih keras. Sea melepaskan.

Rafel kesal bukan main saat dengan keras kepala Sea tetap menolaknya.

"Tolong buka Aku harus bekerja."

Tangan Rafel terkepal la sudah mengesampingkan rasa bencinya, dan Sea tetap bers kukuh menolaknya. Dengan rasa kesal yang tidak bisa lagi ttibendung, Ratel mencengkeram bahu Sea hingga gigi Sea menggertak pelan menahan sakit.

"Perg. sana lo! Pergi sejauh mungkm!" Ketenangan sudah kemba-

terkikis—tidak pernah bertahan lama.

Sea membuka handle pintu, lalu keluar tidak menyia-nyiakan kesempatan. Belum dua langkah, Rafel kembali menarik tangan Sea dan memotokkan tubuhnya ke mobil. Di tempat umum, Rafel tidak memedu,ikan bagaimana keadaan mereka berdua yang dipenuhi letupan amarah Rafel tidak peduli ketika banyak pasang mata yang menatap heran ke arahnya.

Sea huar biasa terkejut dan berkali-kali menepis tangan Rafel saat dia berusaha melepaskan kemeja yang dikenakannya secara kasar. Rafel yakin, Sea terluka parah pada bahunya hingga dia meringis kesakitan saat tadi .a

# clarisagani

mencengkeramnya.

"Kak lepas-in! Kak...!" Sea meronta-ronta. Suaranya terdengar sangat parau walau a.r mata tidak setetes pun membasahi pipinya, Takut. Tapi, tidak selamanya air mata bisa digunakan sebagai senjata perempuan. Baginya, menangis hanya akan membuat hidupnya terlihat lebih menyedihkan.

Rate, tidak mendengarkan, dan dengan refleks, Sea menampar pipinya. Tangatinya gemetar, menatap Rafel yang membeku setelah tamparan itu

mendarat keras di sana,

Rafel yang tidak kalah terkejut mendapatkan tampamn dari Sea, Jangsang terdiam dari menyentuh pipinya yang mulai memerah

"Wow... adikku barit saja menamparku," gumamnya, sambil menatap

Sea dengan senyum heik yang terukir di bibir

Napas Sea menderu kasar Ingin berlari, tetapi kakinya serasa dipaku di

hadapannya.

"Kalau begitu, jaga dirimu." Rafel membelai rambut Sea, sambil kembali merapikan kemejanya. "Jangan lupa datang ke acara pertunanganku nanti. Aku akan memastikan, kamu akan baik baik saja di sana So, don't be afraid, Sister Hanya aku yang bisa menyentuhmu, ingat itu!"

Wajah Sea telah memunat Tangannya terkepal di siai tubuh.

Rafel meraih tangan Sen membuka kepalan tangannya dan meletakkan salep luka di sana. "Aku pergi," kemudian kembali menutupkan ya untuk mendaratkan kecupan singkat di punggung tangan Sea yang dipenuhi baret. "Obati lukamu. Meski aku menyukai memar di tubuhmu yang membedakan kamu dengan mereka, tapi aku lebih berharap kamu mengenakan gaun ke pestaku tanpa luka itu."

Sea terkeslap, mundur satu langkah. Rafel dan kegdaannya, bukan lagi

hal baru untuk Sea.

"Tamparan yang cukup baik. I like d" Dia menyeringai, lalu berbalik masuk ke dalam mobil sambil mengusap pipinya yang terasa lumayan panas.

Dan kejauhan, Rigel dan Star memerhatikan Sea yang mematung kosong sendirian di tepi jalan. Tadinya mereka agak ragu itu benar Sea atau bukan saat pertama kali melihat dia ada di sana, karena tubuh kecilnya terhalangi oleh sosok tinggi di depannya. Tapi, saat mobil itu berlalu, mereku semakin yakin. Motor Rigel yang semula melaju dengan kecepatan sedang, berhent, tepat di seberang jalan dari arah berlawanan.

Benet kan kata aku juga, itu Sea!" seru Star sambil menunjuk-nunjuk Dia lag, ngapain ya di sana? Itu stapa? Pacarnya?" Mata Star terpicing Penasaran, heralih pada mobil mercy hitam yang kian menjauhi tempat Sea

berdirk

Rigel mendecih jengkel. "Dasar sialan! Gara-gara dia, kita yang jadi

## adducted

direpotkan."

Star menatap Rigel, cemberut "Nggak suka banget ya ngehabisin waktu

sama aku?"

"angan bercanda!" Rigel mendengkus, tidak setuju. "Cuma aku benca sama orang yang nggak berkomitmen sama pekerjaannya Sehatusnya undangan yang tadi itu buat si Laut. Pantesan teleponnya nggak diangkat. angkat, ternyata lagi pacaran."

"Ya udah, toh kita adah anterin juga,"

"Star, seharusnya Mama pecat dia Dia nggak berguna sama sekah, Ngapain sih masih aja mempekerjakan cewek aneh kayak gitu. Kayak nggak ada yang lain aja."

"Heran deh, Kak Rei tuh ngomel mulu kalau bahas Sea," Star memprotes sebal. 'Mungkin dia lagi ada urusan penting sama laki laki itu. Ya udah sih

itu kan privasinya dia."

"S'apa yang peduli sama privasinya? For fuck's sake. I don't care. Aka cuma bilang seharusnya cha komit dengan janji dia!" Rigel lautas menunjuk Kesal. "Lihat aja, bukannya cepet pulang, dia malah pacaran di sana. Berdiri kayak orang anglung sekarang, padahal Mama lagi nungguin. Dia kesurupan atau apa sih?"

Riger bereiest paorjang lebar sampai unat lebernya meneuat ke permukaan. Star menepuk-nepuk pipinya-lucu, melihat dia mengomel seperti wanta-

yang sedang datang bulan.

"Jangan marah-marah terus. Kak Rei menakutiku."

Rigel mengerjap, bingung juga "Ya udah yuk, ngapain sih kita berheriti di simi". Dia kembali menstater motornya, menutup kaca helin tanpa melepaskan pandangannya dari si anch Sea,

"Kak, Sea kenapa ya? Dia nunggu apa di sana? Kan seharusnya dia diturunkannya di sebelah sini sama pacarnya kalau mau ke arah rumah"

"Nggak talini, Stati." Rigel menjawah dengan malas, walau sejulurnya ia juga sedikit penasaran. "Temanku sebentar lagi sampe ke rumah. Ayo cepet naik, k.ta ba ik".

Kak, tapi Sea kasihan di sana Dia sendurian. Mungkin dia lagi beranten sama laki laki tadi." Star menalap Sea prihatin yang kini terlihat berjongkok sambil memijit kepalanya.

"Kamu ngurus banget sih? Itu muka dia datar, kayak robot"

Star akhirnya kembah menaika motor, mengurungkan matnya untuk menyapa Sea. Tangan Rigel meraih kedua lengan Star, menyatukannya, agar dia memeluknya lebih erat,

"Nggak akan ada yang lihat. Ambil kesempatan untuk memelukku" "Teman Kak Rei masih di jalan. Gimana kalau mereka lewat dan lihat?"

# clarifagans

Rigel menoleh di bahu. "Kamu khawatir dengan itu?"

"Kak Rei nggak?"

"Nggak. Yang penting dipeluk kamu."

Star mengulum senyum dan menunduk. Dengan senang hati, ia saling mengaitkan tangannya erat sampai Rigel tersentak.

"Star, aku nggak bisa napas."

"Eh, maat," Star buru-buru melonggarkan, dan ditahan oleh Rigel dengan cepat

"Tapi jangan terlalu longgar juga. Nanti dipeluknya nggak berasa."

Star tertawa sambil memukul punggungnya. "Apaan sih"

Sebelum melajukan, kepala Rigel menoleh ke arah Sea—yang tetap termangu di sana tanpa menatap ke arah mana pun. Ia heran, sebenarnya apa yang tengah diproduksi otaknya saat mematung seperti itu? Menghitung

jumlah liter air di laut? Dasar aneb.

"Kak, kalau yang laki laki tadi itu pacarnya Sea, kelihatannya dia orang kaya. Dia pake mobil mercy loh" Star berbicara saat Rigel mulai melajukan motornya. Ia tidak melihat jelas wajahnya, tetapi lelaki itu terlihat tinggi dan badannya sangat berotot. Jauh lebih berotot daripada Rigel. Mungkin karena dia lebih dewasa dari Kakaknya inga.

Rigel membuka kaci helim agar ucapannya terdengar oleh Star. "Kamu mikirnya kejauhan Bisa aja dia sopir kompleks. Makanya nurunin si Laut di

tengah jalan karena takut ketahuan majikan \*

Star tampak berpikir kemudian mengangguk kecil "Iya sih Biaa juga."

"Bukan bisa juga. Tapi memang sudah pasti begitu. Biasanya juga kan embak embak di komplek pacaran sama Satpam atau Sopir" Rigel memelankan lajuan motornya. "Semalam dia bahkan nggak pulang. Si kurus itu kehidupannya har juga."

"Ya udah sih Itu privasi dia."

"Star I'm just saying. Aku cuma meyakinkan ke kamu, kalau dia nggak

sebaik kelihatannya. Buktinya, kamu lihat sendiri, kan?".

Sepanjang perjaianan, Star tidak melepaskan tautan tangannya di perut Rigel. Kepalanya tersandar nyaman di punggungnya, sambil menikmati teriknya sinat matahari siang ini.

"Kamu juga har. Tapi bagiku, tempat paling nyaman tetap di samping

katng,"

Rigel tersenyum, sambil memfokuskan matanya ke jalanan walau kepalanya dipenuhi banyak pertanyaan.

\*\*\*

# addicted

melanda. Ia doduk di kursi taman, sejenak, memejamkan mata.

Thibuhnya terperanjat kala seseorang mendorong bahu Sea darabelakang cukup keras hingga ia nyans terjatuh dari bangku taman.

"Lo dicarun orang rumah. Bukannya pulang, malah santai santai d

mra!" ketusnya.

Matanya mengerjap, melihat Rigel ada di sana dan menatapnya dengan kesal. Ia menumpukan tangannya ke tanah, berdiri di hadapannya mencangkul kekuatan agar tulang kakmya tetap tegak di hadapan majikannya,

"Nggak usah hatin gue kayak gitu. Nyokap gue yang nyuruh temput lo." Rigel berdecak, mengedikkan dagu ke arah motornya yang diparkir di bahu jalan "Ayo" Lo ngerepotus amat. Berasa tuan putri banget ya cijemput gan?" Alis Rigel saling tertaut, melihat bibir Sea terlihat lebih parah dari kemarin Rasanya kemarin tidak sebesar itu lukanya.

Sementara Rigel menggebu mengomeli, Sea malah sibuk merutuki diri

sendiri akan tugasnya yang terlupakan.

"Sial" Sea menggumam pelan, rasanya ingin membenturkan kepalanya akan kecerobohan ini.

"Apa ?" Rigel membelalak, "ngomong apa lo barusan?!"

"Saya akan segera pulang." Tanpa babibu, Sea berlari cepat ke arah jalan raya melewati Rigel begitu saja yang melongo di tempat untuk seperkian denk. Ia harus menyeberang jalan sebab bus ke arah rumah berhenti di sana.

Rigel menyusulnya ke arab silanan, menarik kerah kemeja Sea dengan jengkel "Sehari aja lo nggak bikin gue kesel, bisa kan? Lo pikir gue ngapain ka ami<sup>sto</sup>

"Naik bus aja," tolaknya, membuat raut Rigel semakin menggelap saat mendengarnya.

Tentu saja, Rigel merasa direndahkan. Dia pikir dia siapa? Dari kemarin. si Lau, ini terus terusan bertingkah layaknya dia paling diinginkan. Padahal dia tidak lebih dari kesetan welcome di rumahnya.

"Berangkat sama gue!" Rigel tidak melepaskan tangannya dari kerah kemeja Sea. Ia menyeret tubuh kurusnya ke arah motor ninjanya yang

terparkir

Napas Sea terengah pelan Sakit di kepatanya ia abaikan. Sungguh, ia le ah dengan perlakuan ini. Mengapa mereka semua memperlakukannya lavaknya sampah?

Rigel menyerahkan helm tanpa bisa berhenti menatap luka robek yang

tidak sengaja kemaran ia buat. "Pake"

Sea tidak ingin lagi berdebat, akhirnya ia mengambil helm itu. Ia harus segera sampas ke rumah majikannya dan meminta maaf telah mengingkari janji pagi lej.

# clasisayani

"Itu bibir lo...," Rigel menunjuk, lalu mengibaskan tangan, tidak jadi mengatakan, "...ya udah lah. Bodo amat sih." Untuk apa juga sa peduli. Ia sudah berniat bertanggung jawab, tapi dia malah menghempaskan mat baiknya Guma heran saja, mengapa lukanya jadi bertambah parah hegitu "Cepetan naik. Di rumah lagi ada temen gue."

Sea menaiki motornya. Jauh di ujung jok.

"Sekahan aja lo pasang kayu sepuluh meter di situ. Terus lo duduk di paling ujung. Biar ngejengkang sekahan!" sarkasnya, tersinggung dengan

kelakuannya.

Sepatah kata pun, Sea tidak sama sekali berbicara padanya. Dia tidak menyahut, memilih melihat lalu-lalang kendaraan lain dengan tangan yang ditempatkan di tengah jok sebagai pegangannya. Biasanya orang lain yang terlalu banyak bicara pada Rigel. Dan sekarang, malah kebalikannya. Star bahkan sering kali kesal saat ia tidak tahu harus mengatakan apa dan hanya menjawah seselanya.

Sialan, ternyata rasanya seperti ini disabuti kalimat-kalimat singkat

oleh seseorang

Suara bising menyapa gendang teluga, saat motor telah terparkir manis di halaman rumah berdampingan ortugan mobil dan motor ninja lain. Sea menyerahkan helm, menunduk sedikit pada Rigel dan berjalan cepat untuk mencar keberadaan mankannya.

Tangan Rigel berkacak ke satu pinggang, sampai kehilangan kata

melihat tingkahnya yang . yang terlalu dingin.

"Dia punya dendam kesumat apa sih sama gue?" gerutu R gel, menatap punggung Sea yang sudah menghilang ditelah jarak. Rigel menendang pot kecil di dekat kakinya, kemudian berlalu ke arah kolam renang menyusul teman-temannya yang sedari tadi rusuh.

Sea mencari ke dalam rumah, majikan perempuannya tidak ada. Ia ke dapur, berniat menanyakan pada Bik Surti---PRT yang mengajaknya bekerja di sini tengah menyapikan minuman untuk teman-teman Rigel yang sedang berenang di taman belakang.

"Bik, Nyonya Vely ke mana ya?"

"Lagi kondangan sama Tuan," infonya, sambil mondar-mandir menempatkan kuc kering dan buah-buahan di piring ke nampan. "Nanti tolong anterin ke depan ya. Kamu juga disuruh mantau anak anak itu Hadeh, berisik banget tengah hari begini dari tadi. Sampe pusing!"

"Iya, Bık."

Setelah selesai ditata, dibantu oleh tiga pekerja lain, Sea mengantarkan

minuman ke taman belakang yang dilengkapt dengan kolam renang. Ada sekutar delapan pria dan empat perempuan muda yang berada di sana, termasuk Rigel dan Star. Star sedang mengobrol dengan teman perempuannya di tepi kolam sambil memegang jus yang rampung diantarkan, sedang Rigel tengah merokok bersama teman lelakinya. Ada juga yang tengah meluncur ke dalam kolam renang dengan berbagai gaya. Divideo, saat tubuh mereka berputar di udara sebeluan jatuh ke sana.

"Halo suster," goda salah satu teman Rigel saat Sca membanta melelakkan piring buah di pinggir kolam, "Berenang bareng yuk? Anget loh

aernya, Seger.."

"Si bego! Pembantu gue aja lo nafsu." Rigel mengernyit jiuk, sambil mengembuskan asap rokok dari mulut—melihat tingkah jail temainya

terhadap Sea.

Sea berjengkit, saat lengannya dipegang oleh teman Rigel yang tiba tiba muncul di hadapannya dari dalam air Pekerja yang lain telah berlau, sementara dirinya dijadikan bulan bulanan oleh mereka.

"Hisa herenang nggak? Ayo, main air sama Kakak."

Sea menatapnya dengan pandangan tanpa ekspresi. Datar, sedalar-

datarnya

"Bisa mati dia lo bawa berenang Paling dia tenggelam, tinggal jasad. Orang kampung jarang yang bisa berenang setahu gue." Rigel menumpah, agar si temannya itu melepuskan tangan Sea.

Dan tanpa diduga, tubuh Scu didorong dari belakang oleh yang lain

hingga ia benar benar terjatuh ke dalam.

"Eh bangsat, lo ngapain sih anjing?" Rigel menyentak, membuang rokoknya. Kedalanian kolam renang ini 2,5 meter, ia sangat yakin dia pasti tidak bisa berenang.

"Tolong dong guys, itu tolong susternya!" ledek teman-temannyasebab untuk beberapa saat Sea tidak terlihat di tengah kumpulan mereka

"Anjing kalian!" Rigel langsung melepaskan hoodie-nya, takut dia beneran mati di dasar kolam. Namun, baru saja Rigel akan meluncut, Sea sudah ada di ujung kolam renang—sedang menumpukan tangannya ke pembatas dinding, lalu naik ke atas tanpa melewati tangga.

Mulut mereka ternganga, sambil menatap punggung Sea yang menauhi keramaian dengan pakaian yang telah basah kuyup. Dia pergi begitu <sup>saja</sup>

secara tenang tanpa satu patah kata pun protesan.

"Ternyata dia bisa berenang." Rigel membeo, tanpa terdengar oleh siapa

pun saat temannya kembali rusuh sesaat Sea hilang dan pandangan. Ketika semua temannya masih dilingkupi perasaan takjub. Rigel menyusul Sea ke belakang. Tidak tahu untuk apa. Cuma ingin memastikan

# classagani

kalau itu benar si Laut, siapa tahu ternyata itu cuma arwahnya.

"Kak, mau ke mana?" Star memanggil nyaring.

"Ambil air putih, Haus."

Rigel berjalan cepat ke arah dapur yang menghubungkan langsung ke kamar para pekerja di sini.

"Ada apa, Tuan Rei? Mau diambilkan sesuatu?"

Rigel tidak menjawah pertanyaan para pelayan, mengibaskan tangan

dan melewatunya

Saat langkahnya terus dihela agak menyesal mengapa ia tidak bertanya di mana kamar Sea—kaki Rigel langsung berhenti melihat siluet Sea lewat kaca jendela yang gordennya tidak tertump sepenuhnya. Tangannya sudah nap menggedor pintu, tetapi dihentikan saat satu per satu pakaian basah itu ditangga kan. Sea berdiri di depan lemari, memunggungi sanibil melepaskan kaus putih ketatnya. Si I aut itu tampak kesulitan membukanya. Tangannya gemetar. Atau . cuma perasaannya saja?

Rigel menajamkan matanya saat kaus itu semakin terangkat ke atas, warna-warna kebituan bercampur dengan warna merah darah bertebaran hampir memenuhi setiap permukaan kulitnya—yang ternyata benar-benar pulih—terlihat kontras sekah dengan banyaknya luka lebam di sana. Dengan hanya dilapisi bra hitam, kuni semuanya terlihat lebih jelas bahwa tubuh

kurus itu tidak baik-baik saja, entah karena apa.



My Silence mains, I am tired of jighting and now there is nothing left to fight for I don't have the energy to explain them anymore. So, just leave me alone Al! I need is peace.

Mata Rigel tanpa bisa dicegah menelusuri setiap inci kulit pungging Senyang dipenahi oleh lebam dan tidak terhitung berapa banyak Jumlahiwa. Tangan kanan Sen bertumpu ke dinding, sementara satu tangan lainnya terihat gemetar memegangi bahu. Dia merintih kesakitan saat kaus ketat itu telah bernasi ditanggalkan. Rigel bisa mendengar ringisan pelan dari bibir itu. Sangat pelan. Nyaris tidak terdengar diiringi deru napasnya yang terputus-putus Semua memar itu terlihat sangat mengerikan. Ia tidak pernah melihat seorang perempuan terluka separah itu. Bahkan, ada heberapa goresan yang membentang dan terlihat perih, apalagi setelah terbasuh air kolam

Rigel tidak bisa membayangkan jika Star berada di posisi yang sama. Ia pasti sudah menggila dan membunuh siapa pun yang berani melakukan itu padanya Star pasti akan menangis kesakitan. Scujung kuku pun, Star tidak pernah terhika. Tidak akan ada yang berani melukainya, kecuali orang itu sudah berhasil melangkahi mayatnya. Namun, tubuh kurus itu, harus menahan semua kesakitan dari mata semua orang seolah dia baik-baik saja. Dari sikap yang dingin dan raut tanpa ekspresi. Sea bisa dengan baik menyembunyikannya. Tidak akan ada yang menyangka kalau tubuh tu memiliki banyak luka.

Dalam diam, Rigel mematung di tempat, masih memerhatikannya Ia seperti pria cabul yang sedang mengintip orang berganti pakaian Tapi siapa yang peduli? Sungguh, tidak ada yang bisa dilihat dari penampakan claritagani

tubuh Sea yang begitu tipis layaknya tripleks. Kecuali kuhtnya yang ternyata putih — cenderang berwarna pucat, tidak ada yang bisa menyenangkan indra pengi hatannya. Satu-satunya yang menarik perhatian Rigel cuma inka-luka itu

Iva, apa lo? Nggak setuju? Memang bener kok cuma luka luka itu.

Wajah Rigel dipalingkan ke arah lain—cucian kering di atas meja setrikaan—kebih tepatnya. Tetapi, hanya bertahan beberapa detik dan kembali lagi pada tubuh Sea. Ia tidak bisa untuk tidak penasaran Banyak hal yang kini bersarang di kepalanya bersatu menjadi puluhan pertanyaan Bagaimana dia mendapatkan semua luka itu? Seks kasar? BDSM? Atau apa? Ia mulai mencika-nerka. Otaknya buntu. Dan satu satunya yang ia pikirkan hanya toxic relationship.

Apa semua luka itu disebabkan oleh kekasihnya? Si sopir yang dilihatnya di talan? Sea baru sampai ke rumah, dan pulang dengan semua luka baru itu. Tidak ada dugaan lain kecuah terkaan kalau hubungan mereka memang sakit itika benar begitu apa mereka sudah gila, hingga menyebabkan luka sebanyak itu? Ia sangat sering terluka. Dan ia bisa melihat kalau luka yang memenuhi tubuh Sea itu masah baru. Entah hasil semalam atau tadi pagi.

Ketika terkaan genear diserukan dalam batinnya, Rigel tersedak pelan dan bara, baru membekap mulutnya saat tangan Sea mulai menurunkan tali branya. Dari celah tendela, ia uigin mengingatkan kalau si gorden sialan mi terbuka. Tapi, rencana itu sama saja seperti ia menembak dirinya sendiri. Bunuh diri

Memang dasarnya ia bajugan. Bukannya menghindan ia malah tetap bergeming menatap lebih lekat. Yah, itung-itung —eh, tidak jadi itung itung. Memang tidak ada yang dapat diperhitungkan. Kutus sekali. Apa kekasihnya tidak takut mematahkan tulang tulang itu saat mereka bercinta?

Rige, menggigit bibit bagian dalam, desiran aneli mulai mengaliri seluruh sendi tubuhnya saat bia itu dilemparkan secara sembarang ke meja kecil di dekat lemari. Kalau Sea membalik badan sepertinya akan lebih baik, unti k sekadar memastikan apa bagian depannya juga terluka. Iya, cuma itu. Serusi

Astaga ... ia mulat bingung apa yang sebenarnya ia lakukan di sini. Tangannya terulur ke dahi, memijit pelan. Pusing juga melihat hal hal seperti ini di siang bolong. Meski si Laut itu nyaris telanjang tanpa mengenakan bra, sungguh, itu tidak berpengaruh banyak padanya. Barangkali karena ia agak cemas dan takut ketahuan, dari ujung kepala sampai kaki ia merasa panas dingin. Merinding, Rigel hanya berharap tidak ada yang menyadari kehadirannya di sini, kecuali Sang Pencipta.

#### addeted

Tuhan, totong jangan salah paham. Int tidak seperti yang terlihat

Jantungnya berdebar cepat, ia juga tidak tahu kenapa. Jika miliknya sedikit menegang, ya itu ... normal, kan? Namanya juga masih bisa bertungsi dengan baik. Hormon anak muda memang sering bertingkah bat-bar Lihat manekir telanjang saja kadang horni.

"Tuan Rei maaf, Anda sedang apa di sini<sup>a"</sup> tegur seseorang di belakang

punggungnya hingga Rigel tersentak keras.

"Acluh!" Rige, mengurut dada, jantungnya berpacu seperti kesetanan

"Embak ngapam sih tiba-tiba di sim?!"

Rigel yang seperkian detik sempat membeku, buru buru membahk badannya saat dimiwa ketangkap basan oleh pelayannya. Ia tahu, Sea pun telah menyadari kehadirannya. Dia menghilang dengan cepat dan pandangan Riger sambil meraih kausnya—lalu tiba-tiba muncul di depan jendela yang gordennya Sea entakkan hingga menutup sepenulinya. Tanpa mengatakan apa-apa. Ditutup saja dengan tidak sopan

suka lihatnya? Lo pikir gue keeli a/a

Orang kampung mi memang perhi diapari tala-krama!

"Iuan?" Pelayan itu kembali menegur, saat Rigel membisu dengan masa

yang kehilangan fokus sambil meratap tak tentu arah.

"Hah...?" Ia tergagap, pura-pura mati akan lebih baik sekarang. Sia an Sungguh memulukan. Mengapa ia barus terjebak dalam situasi aneh semacam ins?!

Tidak lama setelah itu, obiek yang tadi menjadi fokusnya, malah keluar dan berdiri di ambang pintu dengan raut muka dingin. Sorot mata ito menarapnya seakan menuntut penjelasan. Iubuh Sea telah dimitupi oleh keme, a planel basahnya dengan bagian leher yang dia cengkeram—seolah takut kulit itu terintip sedikit pun.

Udan tanggung kelihatan kah, Ut!

"Apa lo liat liat" " Rigel menjauh sedikit dari jendela kamar Sea dan memberikan tubuh mereka jarak, paling tidak satu meter tadius yang diperlukan.

Sea tidak menjawah. Tetapi dia bergeming di hadapannya, membuah

Rigel merasa dipojokkan.

"Gue cuma mau ke...," Rigel sangat ingin menjelaskan, tetapi kalunal tidak ada yang berhasil dikeluarkan. Alibi apa pun pasti akan terdengar seperti omong kosong. "Stal. Gue juga nggak tahu mau ke mana!" Seperh orang ling.ung, sa tidak tahu harus apa sekarang.

"Maksudnya?" Pelayan yang memergokunya mengernyit

"Bisa tinggalkan kami sekarang? Saya perlu bicara berdua aja sama dia." Rigel menatap Sea, serius. Tidak mendapatkan pergerakan langsung.

### clarisayans

mata Rigel beralih menatap tajam pelayan itu. "Jika masih ingin kerja di sini, silakan tinggalkan kami sekarang!"

Dengan cepat sambil mengangguk sopan, pelayan itu mau tidak mau

berlatu dari sana saat majikannya memberi perintah agar segera enyah.

Rigel mengembuskan napas panjang, setelah ruangan itu cuma menyisakan mereka berdua saja Sunyi, ketika hanya deru napas keduanya yang mengahin pelan. Mereka sama-sama terdiam, saling menukarkan pandangan Melihat Sea yang tidak melepaskan cengkeraman di kerah kemejanya sendiri, mata Rigel secara otomatis janih pada baret-baret di punggung tangannya. Seberapa banyak dia terluka sebenarnya? Bihir Sea robeknya bertambah besar Dan jika semakin diperhatikan, ada kebiruan samur bekas telapak tangan di pipinya.

Apa itu ... bekas tamparan?

"Lo abis ngapan s.h? Kenapa bisa memiliki banyak luka kayak gini?" Rige, maju, mengalurkan tangan hendak menyentuh luka robek itu. Tapi belum sempat menempel, Sea langsung mundur ke belakang sampai punggungnya menibentur pintu cukup seras—tampak ketakutan

"Lo apa-npaan sih?" Rigel menyentak, sambil menarik ujung kemeja Sea agar dia maju ke depan "Enjang lo pikir gue bakal ngapain? Jangan lebay

lo "

Napas Sea menderu cepat. Matanya membulat dan langsung menepis

tangan Rigel dari kemejanya dengan keras.

Rigel menganga, tidak percaya akan tepisan kasarnya la menatapnya tajam, memegang bahu Sea, tetapi cuma menempel seringan bulu. Ia benar-

benar sangat ingin meremasnya. Tetapi juga tidak tega.

"Dengar, jangan mentang mentang lo mergokin gue di sini, bukan berarti gue tertarik sama tubuh lo' Najis, oke!" tekannya. "Pikirkan apa yang ingin lo pikirkan sekarang. Gue nggak peduh. Apa urusan lo, kan? Ton, mi rumah gue. Man gue masuk ke ruang tamu, dapur, di atas genteng, bahkan tidur di kamar lo pun, nggak ada yang berhak keberatan."

Seu tidak mengerti mengapa Rigel menggunakan gue-elo padanya. Sementara pada pelayan tada yang notabennya umur mereka berdua

sama—bisa berbicara dengan formal.

Rigel menunggu sahutan tidak terima Sea, tetapi kecuali kedipan mata, tidak ada sama sekuli pergerakan. Boro-boro sebuah protesan la memilih kembali mundur, takut malah jadi kelepasan meremas bahunya saking mengesalkannya melihat tabiat Sea.

"Gue nggak herkewajiban untuk menjelaskan. Mau ke mana aja bebas. Terserah gue Kan ini rumah gue. Elo yang numpang!" ulang Rigel, sekali lagi

mempertegas kedudukannya di rumah int.

#### addicted

"iya Terserah Saya juga nggak nanya." Sea mengangguk sedikit, lan berlalu ke arah kamat manih

Rigel membetalah, tidak menyangka dia akan menjawah. Lumayan membencut uku hatinya mendengar jawahan aingkat Sea. Seolah di ami lalah yang palung peduli

la membuntutunya, Sea tetap berjalan cepat cepat.

Theb sebenernya tadi gue nggak sengaja lihat lo telanjang Supasuruh gordennya kebuka itu hukan salah gue kalau mata gue lihat, cicitnya, Dan tubuh lo juga nggak ngaruh sama sekali. Jadi lo nggak usah khawatir gue bayangin yang aneh aneh. Lo nggak usah bertingkah seolah punya badan kayak model V5."

han bea seketika berherti. Tanpa berbalik, ia menunggu Rigel ni elas utkan ucapannya. Sepert nya Rigel menyesa, mengapa harus jujur pada bea tentang momen mengintip itu—yang ia perhasus jadi tidak sengaja terthai. Hanya saja melihat bea yang tanpak dingin dan tidak tertarik berjurukan dengannya lebih lama, malah ada sensasi tersendari. Itung-itung buat dia menderita.

"Lo hika luka, tanenggak jiedi bisa na sekali apa yang lo alami, jangan salah pahani, tapa

"Tetap seperti itti Jangar dipedidakan", potong Sea cepat sambil sediki

menoleh di bahti. Anggap saja Anda tidak mclihatnya."

Rigel mendekati dari belakang dengan canggung, "Iya, emang gue nggak peduh tuma kalau lo mau, gue punya hanyak stok obat di kamar," jelas Rigel tidak kalah cepat, "Gue risi linat cewek banyak bekas luka kayak gitu. Nanu dikira, kebuarga gue lagi yang siksa lo."

Tiangan mengintip lagi seperti tadi. Maka Anda tidak akan menliatava."

Thi stapa bilang gue ngintip<sup>21</sup> Rigel gelagapan—ngegas tidak terima.

Ernik ara lo! Tade (tu.)

Permasi" bea masuk ke dalam kamar mandi dan menutup punanya tadak luma setelahnya. Dia tidak peduli suma sekah akan pemelasan Rigel. Baginya, seman laki laki di lindupnya sama saja. Mereka hanya ada untuk menyakatnya.

kigel mengepalkan tangan, saat pintu itu telah tertutup raput Jika tidak ingai kaisu Star dan temua tenun temannya ada di luar, pasti akan sa gedot pintu iai dengan membabi huta.

Selatu seperti mi. Fuck!

Dengan kesal. Rigel melemparkan pakaian yang ada di atas meja aetrikaan ke pintu itu. "Kambing! Dikasihani malah nggak tahu <sup>duti</sup>" mulunya sambil menunjuk munjuk pintu.

Setelah meneuralkan gebuan amarah, ia keluar dan tempat nugga-

### classayans

khusus para pekerja dengan langkah lebar. Raut wajahnya menggelap, dan rahangnya mengeras. Melewati dapar, pelayan palingsenior menghampiranya kebingungan.

"Tuan, Anda bahia ngapain dari—"

"lolong diam" sahut Rigel ketus seraya melewatinya menuju ke taman belakang.

Saat sampai di *shiding door* yang mengarah ke kolam renang, ia mengertakkan gigi melihat kedua temannya tengah berbuncang dengan Star. Mereka mengimpit, duduk di sisi kanan dan kirinya di tepi kolam renang dengan kaki yang dimasukkan ke dalam air.

"Dasar keparet "

Rigel mengambil botol bekas pocari dan kaleng soda di tempat sampah, lalu melemparkan ke arah kedua temannya. Dalam hitungan detik, dua benda itu telah menghantam keras. Ringisan dan makian kontan saja meluncur deras.

"Anjung sakit! Aduh, pasti benjol!" seru David, sambil menoleh kebelakang dan menemukan Rigel yang tengah mengangkat satu adi terlihat menantang. David menatap Rigel dengan kesal, meremas botol soda—tapi tidak beran, melemparkan balis ke arahnya.

"Mampus!" Ia mendecih, sambil berjalan ke arah Star, "Gue udah bilang jangan gangguin dia Ngapam lo berdua pada keras kepala?" Kaki Rige, menendang-nendang kedua tubuh mereka agar menyingkir dari sisi Star, "Awas io, minggir Jangan duduk dekat dekat sama dia."

Mereka memilih masuk ke dalam kolam dan dengan cepat menjauh. Kedua ternannya masih mengaduh, sambil memegangi bagian belakang kepala masing-masing.

"Star bakal jomlo seumur hidup lo giniin terus. Cowok-cowok nanti pada takut deketin dia. Kakaknya kayak macan kelaparan. Psikopat lu<sup>ja</sup>

"Tahu nih, si anjing. Lo mau kembaran lo nggak laku?"

"Gue nggak butuh kalian berdua. Muka kayak sempak onta, nggak pantes deketin dia."

"Gel, nggak semua cowok dianugrahi muka kayak elo. Ada yang kayak sempak buto ijo, tapi ceweknya cantik-cantik. Kan katanya yang penting hatinya mulus, suci, dan bersih, kayak soklin pembersih lantai."

"Gegayaan ngomongin hati. Elo kalau mati sekarang, langsung ditendang ke neraka tanpa pikir panjang. Nggak usah sok-sokan ngomongan hati. Merinding gue dengernya."

David memberikan Star tatapan memelas. "My Star, Kakak kamu

kenapa kayak setan sih omongannya?"

Rigel meralh botol pocan lagi, dilemparkan ke arah temannya Dia

#### adduted

dengan cepat menenggelamkan kepala ke dalam air sehingga tidar kena.

"Gel, gue serius. Banyak hanget yang suka sama Star Tapi mereka takut sama lo." Satu temannya yang duduk di batang pohon mangga ikut menumpati "Termasuk gue Gue juga suka sama adak lo eh, 1ya, 17a. tunggu dulu, jæ! Gue betum kelar ngomongnya!" melihat Rigel bangkit dari dud aknya, dia sudah kocar-kacir menjauhi.

"Balik sin, to, gue lelepin to ke dasar kolam" ancamnya "Siapa pun dan kallan yang beram deketin Star, gue matun lo<sup>18</sup> Rigel berseru lantang, ianias kembali duduk di samping Star ketika tidak astu pun dari mereka menimpan

(agt

"Kamu tada ngapam sih ngobrol sama mereka? Udah tahu teman-teman aku nggak ada yang waras. Kurang takaran semua otaknya: Rigel menatap Star agak jengkel, lalu memerhatikan bikini yang dikenakannya. "Terus lu apa? Stapa yang izenin kamu pake baju renang kayak gini?"

Star menepis tangan Rigel, bibirr ya cemberut. "Nggak usah sok peduli. Kak Rei tadaninggalin aku. Bilangnya haus. Tapi hampir sejam nggak keliar-

keluar. Tadi abis dari mana?"

Rigel herdehaus mengambil rokok di dalam kemasannya tanpa menatap Star. "Dapur"

"Ngapain di dapur?"

"Minum," sahutnya, sambil menyulut ujung rokok.

Star menarik rokok itu dan memauhkan "Aku nggas susa Kak Rei merokok. Nggak bask buat kesehatan. Kamu tahu, kan?"

Rigel terdiam, menatap wajahnya yang memerah karena kesal "Kamu

marah beneran? Aku tadi ke daput, ambil minum "

Star melemparkan rokok itu sejauh yang ia bisa. "Nggak usah ngerokok lagil"

"Asal kamu bahagia."

S.ar menatapnya tidak percaya. "Bohong. Pasti nanti ngerokok .ºgi" Rigel mendekat, berbisik di telinganya, "Kamu mau dicium?"

Star mendorong dada Rigel, "Ih, nggak..." pipi Star kian memerali "Aku carra nggak suka Kak Rei merokok. Bay nanti."

Rigei menoleh ke arah teman-temannya, kemudian menatap Star lagi. "Mau pembuktian?"

Ia mencubit pahanya, "Banyak orang!"

"Kalau nggak ada siapa siapa, mau dong ya?"

Star memutar bola mata, menggeser duduknya. "Pergi lagi aja sana. Berisik ada kamu."

Rigel meraih siku Star, menggeser tubuhnya lagi dengan mudah <sup>agar</sup> duduk di dekatnya, "Apaan sih marah-marah."

# classayani

Star tidak menyahut, mencoba acuh.

"Aku bingung kenapa kamu marah," Rigel menggumam, mengambil hoodie hitamnya dan memasukkan ke dalam kepala Star "Seharusnya aku yang marah. Aku nggak suka kamu berpakaian seperti ini di depan orang lain."

"Kenapa? Aku juga nggak masalah kok Kak Res ngejar Sea kayak tadi" Rigel mengernyit, "Nggak. Siapa yang ngejar? Aku kan ambil minum " "Ngabisin air satu galon ya, sampe hampir sejam di sana?" sindir Stat.

Baru akan menyahuti, ketiga teman Star berenang ke arah kaki Rigel yang ada di dalam kolam "Kak, *follow back* dong instagram aku. Aku udah lama mengikuti, tapi sampe sekarang nggak diikuti juga. Padahal kan sekarang kita udah saling kenal."

Rigel menggeleng, tanpa mengalihkan pandangan dari Star. "Nggak

mau."

"Plis dong, Kak " rengeknya. "Kak, tipe ideal Kak Rei kayak gimana?

Temenku ada yang nakes:"

"Bohung tuh, Kak. Padahat dia yang naksir Kemarin juga yang ngirim surat itu Nina." Mereka saing membekap, bercicit malu-malu, dan Rigel tidak pedulu.

"Kak Rei suka yang rambut panjang atau pendek? Seksi atau yang imut?"

"Panjang, warna coklat. Seksi, tapi kelihatan imut."

Star mendecih pelan. Tumben sekali dia mau menjawah pertanyaan

tidak penting seperti itu. "Yakin panjang? Pendek kali."

"Matanya bulat. Warna coklat akan lebih baik. Badannya bagus. Kulitnya putih, mulus Manja, dan polos" Star menoleh, Rigel tersenyum. "Hm... apa lagi ya?" Ia memiringkan kepala, memerhatikan Star "Wojahnya kecil. Cantik. Ramah. Cepet marah, tapi cepet baikan juga."

"Mirip Star dong ya, matanya coklat?" sahut gadis-gadis itu.

Rigel mengangguk, lalu meraih wa,ah Star. "Emang mata kamu coklat? Coba sini aku cek, mana?"

Star menepis tangan Rigel sebal. "Nggak. Warnanya kurung."

"Kayak eek dong."

Mereka tertawa, sementara Rigel diam, pun dengan Star Star terlihat bad mood, apalagi hampur semuanya memasang-masangkan Rigel dengan Nina,

"Kak, hari rabu bisa nggak temani aku ke konser? Kebetulan aku punya dua tiket. Tadinya mau ajak Vanya, tapi dia sibuk."

"Cie Nina... ehem."

"Konser?" Rigel menjawab, tetapi matanya hanya tertuju pada Star yang memalingkan wajah ke arah berlawanan.

#### addicted

"Iva Bisa nggak?" Nina deg-degan, menatap Rigel penuh barap Siswa Itelas tiga SMA itu sudah mengagumi Rigel dari lama. Dan baru akhir-akhir mi, ia bisa masuk lingkup perganian mereka setelah usaha yang cukup keras mendekati Star sebagai jembatan perkenalannya

"Hari apa?" Rigel kembali menyahut, padahal ia tidak tertarik

"Aku ke dalam dulu ya. Kalian silakan ngobcol aja. Have fim, guya" Star tersenyum -dipaksakan- yang tiba-tiba memotong obro:an. Dia bangkit dan duduknya lalu melangkah menjauhi kolam renang berjalan ke bagian samping rumah

Setelah Star andah sepenulinya menghilang dari pandangan, barulah

Rigel menatap gadis bernama Nina itu

"Har, rabu Jadi, bisa ya? Nanti aku kasih tahu waktunya di WA? Suara Nana sudah bergetar, saking kesenangan direspons dengan baik oleh Rigea "Aku seneng banget kalau Kak Rei hisa-"

"Tentu aja -, gue nggak bisa" Rigel tersenyum tipis - nengedikkan dagu ke yang lain. "Lo ajuk yang lain aja" kemudian bangkit dari duduknya dan

beryalan menyusul Star

Riger mengedarkan pandangan, mencari Star di antara hijadaya pepunanan taman yang luas. Saat ia berputar putar mencara, ternyak Star and di bawah pohon cemara—duduk sendulan di kursi taman yang

menghadap ke arah kolam dan.

Dengan sangat pelan agar tak menumbulkan suara, Rigel berjalan ke aralmya. Dari arali belakang, ia membelai rambut Star, menyeniskan ciuman singkat di puncak kepalanya. Di bagian samping taman ini, jarang ada yang datang Kecuah pekerja yang memberikan makan sean seningga Rigel merasa la bisa lebih leluasa.

Star agak terkestap, tapi tidak mempirotes

"Kama kenapa" Rigel bertanya, ikut duduk di sampingnya. "Are you okay?"

Setelah cukup lama terdiam, pergerakan akhurnya dulapatkan dan Stat. Star menutup wajahnya menggunakan kedua tangan. Dia terisak hebahingga bahunya berguncang pelan "Kak, aku nggak tahu apa yang salah denganku akhir-akhir ini<sup>p</sup>

"Star, kamu , menangis?" Rigel terkejut, mencoba membuka kedus

tangannya. "Hey, what's wrong?" " segera, 1a menangkupnya

"Apa normal ika aku ... cemburu pada mereka semua yang mendekatumal Kak, aku nggak tahu perakaan macam apa mi. Tapi, aku nggak suka lipat Nina berusaha mendekati kainu''

Jemari Rigel yang bergerak mengusap huluran air mata Star seketika enti "Anga" terhenti, "Apa?"

# clarisoyani

"Aku tahu, mi gila! Tapi aku ... aku nggak rela siapa pun—"

"Kamu menyukaiku?" Rigel bertanya to the point.

"No! I I don't know" Star membekap mulutnya, menangis lagi. "Yes, I think I like you."

Rigel bergeming, kehilangan kata. Seakan, otak di dalam kepalanya

membeku dan bilang fungsinya.

Star mendongak, menatapnya dengan linangan air mata yang membanjiri pipi. "What should I do?" la meremas jemari Rigel. "Perasaan asing in membuatku serasa akan gila, Kak. Memikirkannya membuatku takut But, the thought of losing you is scares me even more"

Star melepaskan tangannya dari Rigel yang mematung dan tak bersuara. Ia kembali menutup wajahnya, menangisi kegilaan yang terjadi dalam

hidupnya.

"Akhir-akhir im, aku nggak bisa tidur Aku nggak bisa berhenti memikirkan kutukan apa yang Tuhan berikan pada kita. Mengapa aku harus memilikanya? Mengapa kamu mer adi sosok yang aku cinta Aku takut, Kak! Aku—"

Dan dengan cepat bahkan ta qoraba aba, Rigel melepaskan tongkupan

tangan Star, Mendongakkan wajahnya, talu melumat bibirnya.

"Kita hadapin sama-sama kepilaan mi' gamam Rigel, di sela isapannya. Ia melepaskan pagutan, mengusap air malanya. "Jangan nangis, congeng. You're the best so, for me It's okay" Padahal, ia juga takut Sangat.

"Как...."

"I love you." Rigel menggumam pelan, menempelkan hidungnya pada hidung Star, "Kamu pikir, kenapa aku nggak suka mereka mendekatimu? Itu karena aku cemburu. Aku nggak suka kamu didekati oleh siapa pun, kecuali olehku" Rigel membawanya berdiri, kemudian memeluknya dengan erat sanibil mengusap-usap rambutnya. "Udah, Jangan nangis."

Rigel tertawa renyah, saat Star makin menggerutu dalam dekapannya. Namun, tawa Rigel dalam satu detik langsung lenyap—berlalu secepat kilat -saat ia sadar bahwa di sana, mereka tidak berdua saja. Ada seseorang yang sekarang tengah membulatkan mata, menatap horor ke arah keduanya.

Sea gadis itu berada di antara kegilaan un -berdiri di beranda rumah, menatap ji ik atas pemandangan yang disaksikannya.



Kaki Sea mundur beherapa langkah saat melihat apa yang terjadi di bawah sana. Mulanya ia mgin menenangkan diri di atas setelah menjemur pakaiar, basahnya, berharap sedikit ketenangan bisa didapat saat la menjauh dari kerama an semua orang. Menikmati birunya langit. Embusan angin di tengan tersknya udara siang ini. Dan tujaunya popohonan di taman bagian samping Tetapi, dalam sekejap mata, semuanya porak-poranda ketika matanya jatuh pada romansa terlarang yang tak sanggup daterima oleh nalar

Terkejut luar biasa, la kehilangan kata. Kosong dan dalini ya mengemyi dalam, kemudian menjauh dari tempat itu sambil memegangi perutnya yang langsung terasa mulas. Rasa mual benar benar mengobrak abrik

ambungnya sekarang.

"Gila gila." suaranya bergetar pelan, mengulang ucapan yang sama, lantas masuk ke dalam kamar mandi dengan tergesa gesa. Sea terbatuk batuk di depan wastalel sambil memegangi perutnya. Rasanya ingin muntah, tapi perutnya bahkan belum terisi apa pun sehingga tidak ada yang bisa dikeluarkan.

Sea mencuci wajahnya berulang kali, berharap bayangan-bayangan menjuikkan beberapa saat lalu ikut terbasuh. Namun, percuma, semuanya

malah terlihat semakin jelas.

"Astaga " Sea memijit dahinya, rasanya pening sekali. Ia menatap cermin dengan pandangan kosong, masih tidak percaya kalau ia baru 62/3 menyaksikan apa yang tidak seharusnya ia lihat di antara mereka berdua. Terekanı jelas dı kepala apa yang mereka lakukan dı sana. Sangat jelas bahkan ketika ia mencoba untuk tidak mengingatnya.

Mereka herpelukan layaknya sepasang kekasih. Bahkan . bercuman Bukan hanya sehatas di dahi-seperti Kakak terhadap adik pada umumnya.

# clarisayanı

Tapi penuh nafsu dan panas. Tidak mungkin jika tadi hanya halusinas nya katena terlampau stres memikirkan kegilaan Rafel. Kakak angkatnya. Itu jelas mereka. Si kembar yang dititahkan oleh majikannya untuk diawasi.

Di tempat lain, Rigel tak bersuara dan membeku di tempatnya setelah menguraikan pelukan dengan cepat. Masih berdiri di hadapan Star, tapi matanya jatuh pada sosok yang sekarang mulai menghilang dari pandangan.

Saat Sea membekap mulutnya, sudah jelas dia sangat terke ut dan pasti melihat kese uruhan dari momen intun tadi. Jarak dari beranda di mana pakatan basah itu bergelantungan, cukup dekat dengannya

Sialan, stalan, ! Seu memergokinya.

\*Kak, kenapa?" Star bingung, mendapati Rigel yang tiba tiba memadi begitu anen dan pendiam. Wajahnya terlihat serius, gurat hangat beberapa

sant lalu telah lenyap.

Ildak mendapatkan sahutan dari Rigel, Star menoleh ke arah pandang Rigel Ia mengernyit, bertambah bingung sebab di sana tidak ada apa-apa Kecuali suara bising dari arah kolam renang, ia tidak melihat apa pun selam pakaian yang dijeniur di beranda lantat dua.

"Kak ngeliai apa sih?" Star jengah, lantas memukul dada Rigel pelan

"Apoun sih. Ngesel-"

"Dia melihat kita," Rigel menggumam samat, memotong ucapan Star

"Apa? Maksudnya?" alis Star bertaut ita menoleh bolak-balik ke arah pandang Rigel, lalu menatap lagi wajah Kakaknya yang masih belum memudarkan gelap yang terpeta Star meraih lengan Rigel mengguncangnya ketakutan "Kak, kenapa sih? Maksudnya apa? Siapa yang melihat kita?!"

Mata Rigel dengan sorot menggelap, menatap Star, la menautkan jemari mereka, meremasnya. "Sea melihat kita," parau, Rigel mengatakannya. "Dia

tadi di sana, melihat apa yang kita lakukan!"

Tautan tangan Star langsung dilepaskan dari Rigel Gemetar, kepalanya mulai kacau Matanya yang membulat telah digenangi air mata. Wajahnya

memerah, diringi pacuan degup jantung yang menggila.

"Kak, jangan bercanda! It's not funny at all, okay<sup>71</sup>" suara Star menyentak panik, sambil mengedarkan pandangan ke segala arah. "Aku aku harus mencan Sea. Kita ... kita harus menjelaskan kalau tadi ... Kak, bagaimana ini<sup>71</sup>" Ia menatap Rigel dengan putus asa, air matanya mulai berjatuhan.

Rigel menangkup wajah Stat, menggeleng, dengan kedua mata memerah dilingkupi amarah. "Hey, jangan khawatit. It's okay." Ia menelah saliva, jakunnya turun naik seolah kesusahan melonggarkan cekikkan di tenggorokannya. "Aku akan memastikan dia tidak akan pernah bilang pada siapa pun. Jika perlu, aku akan melakukan hal terburuk untuk memastikan kamu baik saja."

#### adduted

Rigel mengusap buliran air mata Star yang mengalir deran Wajahnya pucat, seolah darah tidak mengalir ke sana. Star terlihat sangat kacau, ia tahu, Die tidak pernah melewati batasan apa pun selama ini. Namun, sekarang malah terjebak cinta terlarang bersamanya. Rigel mengerti, Star past, sangat ketakutan sekarang.

"Kak, aku ... aku takut" Star terisak, tangannya gemetar

\*Sat. pangan menangis. Aku yang akan membereskan semuanya." Rigel berusaha menerangkan, meski hatinya pun tak kalah gentar

"Kak, bagamana jika Sea mengatakan pada Mamu dan Papa tentang mi?" Stor menggeleng, "aku belum siap menghadapt mereka, Kaki Aku tikul

kalau mereka kecewa pada luta."

Tatapan R gel yang seolah akan menerkam lawan, menajani ke arah beranda Isakkan pelan Star, membuat ia sumakin murka terhadap Sea-Mengapa ai memuakkan itu harus melihat ni semua?! Dia bekerja pada ibunya, dan tidak sekahpus, pernah mendengarkun perintahnya. Dan sena a pekera di sumah ira hanya Sea lah yang tidak tunduk dan takut atau ancamannyo

Rigel menatap Star iagi, menyatukan kedua tangannya dan meremasnya dengan keyaktoan yang berusaha dibengen "Jangan takut, sayang lika perla, aku akan membuatnya menghilang dan kehidapan kita." Sangat pelan,

Stiaranya Sarat ancaman

Star tidak meng lentikannya. Tulak seperti biasanya saat Rigel menggila. ia akan menjadi obat penenang agar dia tidak membabi buta. Namun kali mi, mereka perlu matuk melakukannya In tahu. Regel akan melakukan apa pun demi direnya. Dia akan melindungi mereka herdua dari siapa pun yang akai menjadi kehancuran keduanya

"Sea tidak akan pernah berari mengutarakannya pada mereka Tidak akar pernah kubiarkan dia melakukannya. Kamu percaya sama aku, kan?" dengan lekat dan kelembutan yang kembah, Rigel menatap Star sambil

mengeratkan genggaman.

Star mengangguk angguk, membalas remasan tangan Rigel yang terasa dingin dan berkerangat "Iya, Kak. Aku percaya kamu Tolong, jangan biarkan dia mengatakan pada ... siapa pun."

"Pasti. Aku akan memasukan itu." Rigel melepaskan tautar targan mereka. "Aku akan mencarinya. Kamu gabung aja sama yang lam Bersiksp

biasa an dan jangan mengkhawatirkan apa pun."

Star mengangguk sekah lagi, dan selelah itu Rigel langsung berlam ke arah beranda di mana tadi Sea berada, lalu memaniat dinding. Hanya korang dari satu menit, dia bergelantungan pada pembatas besi dan menghilang secepat kilat.

# clarisagani

#### Iu memiliki seorang Rigel. Mereka berdua pasti akan buik baik saja.

38.04

Setelah cukup luna Sea berada di dalam kamar mandi, ia memutuskan untuk keluar Saat kenop pintu terbuka, ia tercekat melihat Rigel tepat berada di depan pintu. Memandangnya penuh permusuhan. Dalam sekali entakkan, Sea buru-buru akan kembah menurup pintu. Namun, pintu itu tidak tertutup sepenuhnya karena kaki Rigel berada di tengah celah dengan satu tangan yang digunakannya menahan agai tetap terbuka.

"Sea, kita harus bicara," suara itu terdengar berat dan penuh ancaman. "Cepat keluar ketika aku memintanya baik baik. Kamu nggak akan suka jika

aku yang memaksa masuk ke sana"

Ses menggelengkan kepala, mencoba mengenyahkan rasa takut kecika sepintas bayangan menggedor ingatannya. Nada menakutkan itu benarbenar terdengar sama. Dia membelakangi, berdiri di belakang pintu sambil berusaha mendorongnya dari dalam agar tertutup. Kepalanya masih dalam keadaan kacau. Dan ia yakin, kedatangan Rigel ke sini biikan satu hal yang menyenangkan. Bahkan cuma sepintas melihat rautnya, penampakan litu sungguh tidak asing diametang mata. Rafel dan Ayahnya, kadang memberikan tatapan yang sama ketika ia membuat mereka kesal, bahkan ketika ia tidak metakukan satu pun kesalahan siksaan tetap saja ia dapatkan. Karena di sana mialah kesalahan

"Shif!" Rigel mengerang, habis kesabaran. Dan benar saja, dalam satu entakkan, pintu itu dibuka paksa oleh Rigel hingga dia berhasil masuk ke dalam.

Sea yang kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja, langsung terdorong ke arah wastafel. Jenaganya telah habis, la terlalu iemas hari ini, bahkan untuk sekadar mendengarkan.

"Hat." Ragel membeo, saat kakinya berhasil melangkali mendekat. Sea. Sea membahk badan. Tangan kanannya terkepal, hendak melayangkan tonjokkan, tetapi segera ditahan Rigel bahkan ketika tangan kirinya pun ikut melayang ke arah wajahnya, dia berhasil menahan. Dua tangannya ditahan membentuk huruf X di dadanya sendiri. Rigel tidak peduli lagi kalau Sea tengah terluka di punggungnya. Ia mendorong tubuh kurus itu hingga membentur cukup keras ke dinding, saat berhasil mengunci pantu karnar mandi

Rigel mendekatkan wajahnya, nyaris bersentuhan dengan bidung Sea. "Aku sudah bilang, kamu tidak akan suka aku memaksa!" tandasnya.

Dada Sea turun nauk, menatap Rigel dengan napas terengah,

"Sea, aku tahu sepertinya kamu cukup baik melindungi dira sendiri. Tapi,

#### adducted

tidak akan cukup baik untuk melawanku!" Cemoohnya, sambil menyem<sub>lijan.</sub> "Cukup diam dan dengarkan Ini nggak akan sulat Sebagai manusia, atau sebagai majikan yang perlu dipatuhi perintahnya Apa pun. ferserah."

Sea benar-benar terdiam, matanya memerah menatap R.gei yang termhat begitu persis dengan seseiwang yang poling ditakutinya. Ia sangat berharap, dia berbicara seperti biasa. Tidak menggunakan aku-kamu yang malah terdengar mengerikan di telinganya.

Rigel melepaskan kedua tangan See yang ditahannya. Memegang kedua

bahunya agar dia berdiri tegak.

"Terkejut dengen apa vang kamu lihat?" tanya Rigel, mengangkat satu alis dan tersenyum hick "If you're not there, we're gonna fucking!" tekannya, tepat di telinga kin Sea Embusan panas napas Rigel yang terengali pelan. menyapu lener Sea, "Menurut o, kami harus apa? I can't help to fating in lave to her. Dia custa pertama gue, dan gue nggak akan pernah membiarkan stapa pun menghancurkannya."

Sea mengerny t, rasa mulas kembali datang suat mendengar penuturan fruntalnya. "Menjipkkan!" gumamnya tanpa melepaskan pandangan dan

Rigel.

Rigel terkekeh pelan, "You think so? Bukannya cinta nggak pernah salah? Dan jika pun itu salah, gue nggak pedulu Begitupun dengan la. Gue harap, lo mengerti,"

"Kegilaan kalian? Pidak. Pidak akan pernah!" Membayangkannya saji.

membrat sekapre tubuh Sea meremang.

"Oh ya?" Rigel tersenyum kecil, dan mengangguk "Well, okay. Lets straight to the point. Jadi ... apa yang akan lo lakukan setelah menyaksikin permandangan tadi?"

Sea terdiam, tidak berencana menjawahnya.

Rigel mendekat, seakan dia siap melahap wajahnya "Jangan kulcampur Jangan pernah ikut campur urusan gue dan dia. Lupakan apa yang lo lihat tudi, dan lo aman."

"Aman?"

Ragel kembah mengangguk. "Lo akan hidup dengan tenang."

"Bagaunana jika saya mengatakannya?"

langan Rugel terkupal, rahangnya mengeras dengan tatapan yang menghanus tajam. "Gue akan menghancurkan lo sampai lo nggak bersis" Kehidupan lo, bahkan ... Rigel menurunkan pandangan ke dada Sca. semakan turun melewatinya, "...harga diri lo!"

Wajah Sea yang tadanya masih belum bercaksi banyak, kini terlihat

memerah—tampak cemas,

Rigel menyeringai, akhirnya ia menemukan kelemahannya. Ancaman

# clasizayanı

itu ternyata berguna meski ia tidak mengerti mengapa Sea benar-benar takut akan kegiatan yang pernah dilakukan dia juga

Yang ada, puas lo ngeseks sama gue. Sok sokan takut segala lagi!

"Gue manusia kotor, Sea," Rigel menyentuh kepala Sea, menepuknepuknya. "Tepat Gua akan melakukan apa yang sekarang sedang lo

pikirkan."

Sea dengan cepat menepis tangan Rigel dari kepalanya. Sungguh, ia benci dengan semua situasi ini. Bukan salahnya jika ia melihat apa yang mereka lakukan di sana. Ia pun tidak ingin melihatnya. Ia tidak sudi harus menyaksikan cinta terlatang antara mereka berdua.

"Sudan tukup jelas, ya?" Rigel sedikit menjauh darinya, memberikan jarak ketika tubuh itu mematung dan bibirnya tidak bersuara. "Jika lo sampe membongkarnya, siap siap kehancuran sesungguhnya akan lo terima. Gue

nggak pernah main-main. Coba aja kalau lo berani"

Rigel membuka pintu kamar mundi, melongokkan kepala dan mengecek artuasi di luar saat suara ibunya mulai terdengar di bawah menanyakan keberadaan Sea

"Mereka sudah pulang. Rigel menatap Sea, yang masih terpojok di

xana. "Be good, yat"

Dia keluar dan kamat mandi dan berjalan menuju beranda untuk kembali pada teman-temannya. Sea mengikuti dari belakang. Tubuh jangkung dengan punggung lebar itu menghela langkah menjauhinya.

"Hey..."

Kaki Rigel seketika terhenti, saat tiba tiba Sea memanggilnya. Im pertama kalinya dia melakukan itu, sehingga Rigel lumayan terkejut.

Rigel membalik badan, mengangkat alis. "Apa?"

"Apa Anda pernah mendengar pepatah yang mengatakan, 'sepandatpandanya menyimpan bangkat, pada akhurnya bau busuknya akan tercum juga?"

"Sea, lebih baik cham aja seperti biasanya. Daripada ngomong tapi malah

bikin bingung."

Sea tersenyum tipis, dan ini juga pertama kalinya bagi Rigel mehhat senyumannya.

Dia kenapa sih?

Meski terahat kaku, bibir itu memang benar-benar sedikit tersenyum. Walau jika diperhatikan, ada yang aneh dengan senyum itu. Terhhat sinis.

"Bukan saya yang akan melakukannya. Tapi, kahan sendiri lah yang akan membongkarnya. Cepat, ataupun lambat. Permisi." Ia mengangguk kecil, lalu berlalu dari sana—meninggalkan Rigel yang membisu kaku.

#### addicted

Sudah lima hari sejak ketadian itu berlalu. Rigel masih tenis mengawas gerak gerik Sea. Ia takut, makhluk aneh ito tidak bisa memegang ucapannya dan bermulut ember. Pun dengan Star, yang setiap kali bersitatap maka dengannya, ia menjadi hegitu gugup. Padahal Sca terlihat dingin seperti biasa. Tidak terlala banyak berbicara, ataupun memulai percakapan pka tidak ditanya

Seperti malam ini ketika semua orang tengah berkumpul di meja makan stap menyantap makan malam, Star tidak tenang dan sesekali melirik ke arah

Sea yang membanto menyapkan hidangan ke meja.

"Star, kamu kenapa? Akhir akhir ini Mama lihat kamu nggak seperu biasanya," tegur Lovely, saat Star terus menatap Sea yang berlalu ke daput lagi.

Star menatap "bunya sedikit terhenyak, lalu tersenyum dan menggeleng menutupi rasa gelisah "Ng-nggak kenapa napa. Aku cuma lagi mikirin

gimana pesta besok nanti. And I'm happy, finally eighteen!"

"Inpi bukun berarti kamu bisa pacaran. Tidak, Star. Papa masih he um mengizinkannya." Ayahnya menunpah sambil menyantap makanan

"No, of course ... no" Star manggeleng geleng, dairi tawa garingnya.

Rigel menurunkan tangannya intera hitangan Standan menggenggamnya dengan lembut di bawah meja. Memberinya ketenangan agar tidak tampak tegang seperti sekarang.

"Tenm saja nggak akan pacaran dengan siapa pun, Pa. Aku yang akan menjaganya. Aku akan memastikan, Star nggak akan mengencani lelaki

mana puii. Jangan khawatir," ucap Rigel tenang.

Star mengangguk dan berdeham, lalu meminum air putihnya di gelas yang diantarkan oleh Sea Sedikit, ia mehrik wajah Sea. Ia yakin, Sea mendengar segala kebohongan ini, and thank God, she doesn't even give a shit!

Rigel melepaskan genggaman tangannya, Star menoleh pada ponselnya yang berdenting pertanda pesan masuk dan memunculkan pop-up di layar.

You're mine! Of course you won't date anyone else:))

Star membacanya tanpa membuka, lalu mematikan layar ponsel cepatcepat sebelum ada yang menyadarinya. Ia melirik Rigel, dia tetap tenang menyantap makanannya. Menunduk, ia tersenyum semringah dalam tunduknya.

"Sayang, Star sudah cukup umur Brarkan saja Dia pasti bisa menjaga dirinya baik-baik. Jangan terus memperlakukannya seperti anak lima tahun Ibunya ikut membahas. "Iya kan, Sea? Kamu juga pasti udah punya p<sup>acar</sup>

# clarifaciani

ya?"

"Tidak, Nyonya. Saya tidak punya."

"Bohong!" Rigel mendecih, Jelas-Jelas minggu kemarin si Laut itu

diantarkan oleh kekasilinya.

"Saya tidak seperti orang lain, berbohong tentang ini" Sea menyahut, Rigel melotot, bibirnya bungkam tidak berani menjawah kalimat Sea Jagi.

Sialan. Sekarang dia sudah berarit menumpalinya<sup>t</sup>

"Ya sudah Kahan masih muda mi," Lovely menahan lengan Sea-"Tunggu, angan ke dapur dulu. Tadi siang saya ke mall—sekahan cari baju pesta buat Star Nanti kan kamu yang nunggu mereka di pesta, nggak lucu kan kalau kamu pakai baju sehari hari ke pestanya."

"Ma, yang benar aja. Ngapam dia di sana? Jadi lampu gantung?" Rigel

memprotes, tidak senang dengan ide itu.

"Pantau kamu lah. Kamu sama temen temen kamu itu urakkan minta ampan. Mama sama Papa habis potong kue, langsung pulang. Awas aja ya kalau nanti minum alkohol. Mama jewer kuping kamu!" tukas ibunya sambil menyodorkan sebuah paperhag berukuran cukup besar pada Sea.

"Tadi Star beh yang im. Menurutmu, gimana?" tanya Lovely menyikut

suaminya sambil mengangkat paun Star yang berwarna merah marun.

"Bogus, Tapi ini apa nggak tedalu terbuka?" komientarnya

"Star yang muhh"

"Pa, aku kan udah cukup umur sekarang. Jadi nggak apa-apa pake baju. .nı juga."

"Masuk angin kamu!" Rigel ikut memprotes. Namun, jemarinya

mengetikkan pesan di ponsel dan mengaran pada Star,

But, you will surely look so fkn beautiful in that dress.

Star menyikut punggang Rigel, saat membaca pesannya dan tidak dapat menyembunyikan senyumnya. Lagi dan lagi. Gombalan Rigel yang dulu jarang sekali terdengar, membuat hatinya berbunga-bunga.

"Ma, kalan akt.?" Orion—anak bungsu yang sedari tadi sibuk menyantap

makanannya, menyahut.

"Rion di rumah aja Mama juga cuma sebentar kok. Itu pesta anak anak seumuran Kak Rei. Nggak usah datang lah. Kan kemarin kita udah tiup lilin. Juga sama sama"

"Yah..." Dia cemberut, ibunya membelai puncak kepalanya dengan lembut

"Nunggu kamu cukup umur dulu. Baru boleh."

"Kan aku cuma pengin lihat."

"Yanti, sayang. Kalau kamu udah besar."

Orion berdecak, tetapi tidak memprotes lagi. Si bungsu itu juga memang

pendiam, namun tidak pemarah seperti Rigel.

"Sea, besok gaunnya kamu pake ya," pinta Lovely penuh keibuan.

Sca sebenarnya keberatan, tetapi majikannya telah berbaik hati membelikan.

Di dalam kamar, Sea memerhatikan gaun yang kini ia letakkan di atas kasur. Indah Terhhat sederhana, namun elegan. Warnanya pink rose dan tanpa lengan. Bisa dihitung pakai jari, berapa kali ia mengenakan dresi formal. Dari dulu sampai sekarang. Sea lebih suka pakaian kasual yang penting nyaman.

Bagaunana la mengenakan gaun sesenis ini? Sedang punggung aan

bahunya masih ada beberapa lebam yang belum juga pudar

Di dalam ruangan kerjanya yang didominasi warna hitam dan putih, Rafel menyandarkan kepala pada kursi kebesarannya, tangannya memutar-

mutar pen-

Longu sudah menggelap, terang saja waktu telah menunjukkan keangka delapan malam Banyak karyawan sudah pulang, kecuali beberapa yang tengah lembur Sudah sejak dua jam lalu. Rafel termenung di sana send man. Sesekall, ia mengecek kotak pesan masuk yang sampai saat ini belum juga mendapatkan balasan. Dihubungi pun tidak diangkat. Tidak akan pernah diangkat olehnya. Jersambung pun itu sebuah keberuntungan, karena sosos itu lebih sering mematikan ponselnya.

"Sea...." Ja menggumam, sambil menatap gitar yang terge etak di sofa -

tertinggal di rumah sejak beherapa hari lalu.

la meraih ponselnya, membaca deretan pesan yang ia kirimkan pada Sea.

Sea, jika gitar ini masih kamu perlukan, ambil di spartemenku Oh, jd kamu sudah tidak membutuhkannya? Baik Jika begitu, aku akan membakarnya.

Sore ini, kalau kumu masih belum bis juga, aku akan benar-benar

membuangnya! I'm serious!

Dan masih ada banyak kalimat lagi di sana. Namun, tak satu pun dari ancaman di pesan itu yang mempan untuk membuatnya datang. Apa 19 perlu membayar orang untuk mencari tahu keberadaan Sea? Tapi, terlalu riskan. Ayahnya past, akan tahu juga.

Saat kemarahan melingkupi, pintunya diketuk sekali, lalu kep<sup>ala</sup>

# dougagan

seseorang melongok dari sana.

"Hat. " sapanya, kemudian masuk ke dalam mangan mendekati meja Rafel. "Hape kamu darı tadı aku telepon, nggak dıangkat-angkat. Ternyata benar kata Papa, kamu masih di kantor"

"Hey," Rafel menimpali singkat, la tidak menatap Laura, memilih

membereskan dokumen yang berantakan di meja.

"Beb, I miss you so much. Kenapa beberapa hari ini susah sekali menghubungi kamu?"

"Sort Aku sibuk akhir-akhir ini" Rafel menatap I aura. "Kamu kenapa

ke sint?"

"Tadi aku ke apart, kamu nggak ada di sana!" ketuanya Laura duduk di meja, di hadapan Ratel. "Sayang, besok temani aku ya ke ulang tahun temanku?"

"Nggak bisa. Besok ada meeting dengan klien."

Laura perdecak, "Besok sabtu! Beberapa hari ini kanin susali sekali ditemal. Orang tuaku pengin juga ketemu kamu besok siang. Biar sekalian, nabis itu kala langsung jalan ke yaim"

"Aku nggak kenal sama teman kamu. Kamu aja yang ke sana. Aku drop-

in aja "

"Aku nggak butah sopie! I need you, bel! Please. We can spend the night together too" Laura membuka dasi Ratel yang sudah berantakan, dan meletakkan ke meja kerja "Okay...? Besok ya?"

"Aku nggak janju"

Jemari lentik I aura membuka dha kancing teratas Rafel dengan sensual. "Harus. Aka akan menginap malam ini di tempat kamu."

"Lau..."

Laura mencium bibit seksi kekasihnya, duduk di pangkuannya.

"Iya. Kamu akan pergi ke pestanya besok!" paksanya. "Rigel Alexander Dia pewaris utama keluarga itu. Kamu pasti tahu keluarganya, kan? Orang tuaku pernah bekerja sama dengan mereka Kalian harus dekat, untuk memiliki hubungan yang baik karena keluarga itu juga adalah investor lokal yang sangat memanukan."

Rafel tidak menjawab. Ia malas membahas tentang apa pun saat mi.

"We need them, Beb. Dan beruntungnya, aku cukup dekat dengan putra sulung mereka"





"Rei, nanti kamu satu mobil sama Sea ya?"

Rigel yang sedang mengikat skunny tie-nya, mengernyit malas saat mendengar perintah Ibanya Dasinya yang belum terikat sepenuhnya di kerah kemeja, dihiarkan menggantung tidak diselesaikan. Mood-nya seketika beruhah masam Jika Sea berangkat satu mobil dengannya dan masuk bersama ke tempat acara, past, ia akan diledeki habis habisan oleh teman satu geng nya.

"Nggak mau. Aku berangkat sama Star"

"Terus Sea gimana?"

"Bukan urusanku, Ma. Suruh aja dia jalan kaki. Terbang bolehlah. Kali aja dia punya sayap."

"Kamu jangan kejam-kejam ih. sama dia!" Ibunya menegur

"Ya Mama ngapam harus ajak dia sih?" Rigel mendecak, memasangkan

arlojinya di tangan kiri.

"Rei, kamu punya dendam apa sama dia? Heran, akur bisa, kan?" Akhir-akhir ini Lovely memang sering memerhatikan tingkah anaknya yang gemar mengerjal gadis itu.

"Pertanyaan itu seharusnya ditujukan buat dia, Ma. Dia yang punya

dendam kesumat sama aku. Ekspresi dia selalu marah pas lihat aku."

"Karena kamu nyari gara-gara terus sama dia. Contohnya tadi sore saat dia bantu bibi ngepel, kamu sengaja buang buang camilan ke lanta. Maksudnya apa coba? Siapa yang nggak akan marah? Kamu nggak pernah sekekanakan itu." Lovely sangat tahu karakter Rigel. Dia sangat diam, tidak pernah peduli akan banyak hal. Apalagi sampai merecoki pekerja rumah tangga di rumah ini, itu tidak akan pernah dilakukannya.

Sedang bagi Rigel, ia suka saja melihat wajah Sea sedikit berekspresi.

Tidak datar seperti robox kehabisan baterai

"Pokoknya aku nggak mau satu mobil sama dia." Rugel tetap kukuh dengan pendiriannya. Ia meraih jas hitamnya yang dissapkan oleh ibunya di kasur. Pakaian formal, kini membalut tubuh tinggi dan atletisnya. Celana jins hitam, dengan kemeja putth pas badan yang dimasukkan asal ke dalamuya Sementara ke bawah, 12 mengenakan sepatu merk Air Jordan.

Star memasuki kamar Rigel dengan antusias hendak menyapa sedikit menggoda tadinya—tapi melihat ibunya teruyata ada di dolam, 12 tersentak, ". Bekt" "Han Beb ,"

">tar, kamu sudah siap?" Ibunya tidak ambii pusing dengan panggalan

"Sudah, dong.

seksinya. Selama liburan sekolah. Star memang sering bertemur untuk sınar matahari, membuat setiap lekukan tubuh itu kian menegaskan kesan Rigel mendongak, melihat Star tampak seksi dengan balutan dress merah marun yang kemann dibeli. Kulitnya yang eksotia akibat sengatan memit ki kulit kecoklatan. Dia man terlihat lelith dewasa malam ini

"kh, Angsa," balas Rigol sambal menyeringai usti.

Star berdecak petan yakın sekalı Rıgei pastı paham apa yang ıngın disampaikannya barusan

"Tentu saja, Sayang Nanti kamu bawa mantel juga ya. Papa nggak akan "Ma, do I look pretty?" Star berputar, memperlihatkan penampilannya

wika melihat penampilan kamii ini"

"Papa setalu suka melihat Mama pakai dress terbuka. Tapu gibran aku, pastt aja nggak holeh "Star seddat menggerutu, sambil mendekati Rigel yang seka yang terlihat dewasa Ia juga bisa begitu. Sekarang, ia akan mulat ter that puas dengan penampilannya. Star tahu, Rigel sangat suka perempuan memperlihatkan sish itu

"Bukan apa, Sayang Bagi dia, kamu itu masih princess keciliya."

Pakatan ini nggak akan merubah korakterku. Aku masih *princess* kecil Papa." "Aku tanu Tapa, Papa kadang berlebihan Ini hanya pakauan, Ma,

Ibunya mengangguk, membelai rambut coklat panjangnya. "Mama tahu. Dia hanya terkalu takut apak gadis satu-satunya dewasa terlalu cepat"

"Nanti kalau Papa protes, bantu ngomong ya?" pinta Star, tersenyum menggemaskan. Kontras sekali dengan penampilannya

Lovely menggereng pelan sambil menyunggingkan senyum hangat "You are his weakness, Ada peluang, kita gunakan." Star tertawa, "Kaban berdua itu selalu memanfaatkan Mama untuk masalah ini "

Jounya mengedikkan dagu pada Rigel. "Kalau begitu bujuk Kakakmu agar Sea ikut satu mobil bersama. Dia lebih keras kepala dari Papamu

#### addicted

"Satu mobil" Star pun terlihat agak keberatan. Di dekat Sea, ia setalu merasa tidak aman. Ia takut kalau kalau dia nanti mengatakan hal apa pun yang dilihatnya

"Nggak mau?" ibunya mengangkat alia, terdengai lebih tegas,

"Fh, 1 tya. Aku nanti bicara sama Kak Rei," sambil mehrik sesekali pada Kakaknya yang terlihat haar biasa tampan malam ini. Kemeja puth itu membuatnya jaub lebih dewasa layaknya seorang eksekutif muda Bisep tengannya menonjol kencang, dengan rambut yang disisir ke belakang meski masih terlinat berantakan. Ya khas seorang Rigel. Dia lebih saka memotarkan ramoutnya messy seperti itu.

Ma, aku yang nggak mau. Nask ojek online aja kan bisa. Aku pesema

Aku ongkosan," Rigel memprotes.

"Ret, die itu pake gaun loh. Masa naik ojek?"

"Taksı deh."

"Jangon lah. Nanti dia bir gung pas sampe sana."

Rige, mendengkus pelan "Ya ampun, Ma. Dia bukan anak kecil."

"Res, Mama hurus antar Rion ke tempat Nenek dulu. Kasihan dia saau Litleggal di rumah sendirian. Udah lah, cepet turun." Ibunya meninggalkan kamar, malas adu argumen

"Dia bareng sama kalian deh. Bisa dudak di jok belakang. Di bagasi juga

Sea nggak akan keberatan." Rigel dan Star mengekori di belakang.

Lovely tiwak menyahut. Tetap melanjutkan langkahnya. Malas menyahut. R ge, yang kacang terlihat anti-pati pada gadis itu. In juga bingung kenapa.

"Mama nggak khawatir kalau aku turunin dia di tengah jalan? Jangan salahin-" ucapan Rigel terhenti saat melihat Sea tengah berdiri di ambang pintu depan, di dekat Rion, tersenyum lebar sambil mengacak atak rambutnya En'ah apa yang mereka berdua tertawakan

"Tadi ngomong apa" Lovely yang menghentikan langkahnya di

undakan tangga terakhir, menoleh pada Rigel.

Star mendahulu:-melewati Rigel yang terdiam di tengah tergga, sedang menatap ke arah Rion, atau ... Sea? hutahlah.

"Eh Sea nggak apa-apa sama aku Mama yang maksa ya!" lanjut Rigel.

dan mendekati semua orang yang sudah bersiap-siap keluac

Sea menatap ke arah suara, melihat pasangan kembar itu berjalan

berasian mendekatinya.

Rigel tidak mengoceh lagi, lebih tertarik menatap penampilan Ses yang terlihat berbeda. Dress tanpa lengan berwarna pink itu membalui tubuhnya. Dengan bahu terbuka menampilkan lebam samat, tubuh Sea terlihat samat langsing. Kakinya jenjang, walau dihiasi sepatu converse yang agak kotor. Tabuhnya kecil sekali, namun malah memperlihatkan kalau dia cukup

# claritayani

tanggi Kulitnya tampak belang. Dari leher sampai wajah, terhhat agak coklat.

Sedang kulit di bagian lain benar-benar putih.

Saat Sea mengalihkan pandangan darinya dan memilih memunggungi, gaun bagian belakangnya terbuka cukup lebar. Warna kebiruan yang kemarin teruhat mengerikan, sudah tampak lebih baik dari terakhir kali ia melihatnya.

"Sea, itu punggung kamu kenapa biru-biru begitu?" tanya Lovely heran

saat menyadari keberadaan lebamnya.

Ya, Sea memutuskan untuk tidak menutupi luka ini. Semua luka itu akan lebih menegaskan bahwa ia anak yang tidak pernah danginkan. Bahwadirinya adalah perusak dan seseorang yang rusak. Tidak ada yang perludilutupi. Biarkan mereka semua menilainya menjijikkan, toh, siapa yang akan peduli?

"Kata Sea, itu karena dia latihan fisik dari serangan pelatihnya, Ma-Keren, kan?" Rion yang menyahut-tampak terkagum-kagum "Aku suka den cewek yang tangguh. When I grow up, my type is definitely Sea. Aku ingin gadis kuat yang tahan banting. Tidak lemah." Rion yang memang sejak keci, sudah sangat menggilai tackwondo dan apa pun yang menyangkut olahraga. belautri jelas sangat mengaguminya

"Serangan pelatihnya ya?" Rigel menyahuti, menatap Sea. Dia bahkan Juak menggunakan make-up sama sekali. Kelitnya terlihat alami. Ramhutnya dikucir satu. Bahkan saat ca menatapnya, Sea tetap tidak balas menatap juga.

Apa dia tidak penasaran selampan apa penampilannya saat int?

"Sea, menurut saya, sepatunya kurang cocok sama gaunnya Kamu nggak ada sepatu lam?" I ovely menyadari.

Tepat, Menurut Rigel juga, memang tidak cocok. Dia sudah terlihat cantik, masa mi makai sepatu butut seperti itu.

Eh, tunggu, tadi ia bilang apa? Cantik?! Nggak - cuma lumayan aja.

Sea menunduk, menatap sepatunya. Dia cuma ada sepatu ini. Satusatunya barang yang sa beli sendiri hasil kerja kerasnya, "Tidak apa-apa, Saya di sana Jianya menunggu, kan<sup>ya</sup>

"Kalau mau aku bisa pinjamkan high heels-ku." Star ikut numbrung, yang dari tadi sudah panas kuping diprotesin oleh ayahnya. "Tunggu bentar ya..." la berlam ke arah tempat penyumpanan sepatunya, kemudian membawakan high neels tali tau berwarna putsh.

Sea menelan ludah, melihat heels-nya terlihat tinggi sekali. "Saya ... saya

tkak apa-apa."

Lovely mengambil, "Bagus nih. Coba kamu jajalin."

Sea menggigit bibir bagian dalam, menatap kakinya sambil meringis membayangkan hak tinggi bersenti-senti itu terpasang. Ia pasti akan terjungkal Pasti

#### adduted

"Jangan bilang 10 nggak bisa poke hak tinggi?" Rigel tersenyum miting. menyenggol pelan lengan Sea dengan bahunya.

Sea menganggak, "Bisa!" Bego, bego! Untuk apa ta menjawab begitu? Ragel gantian yang mengambil alih, menyerahkan pada Sea. "Nih,"

Sea melepaskan sepatunya, meletakkan di teras depan. "Saya pake r anti aja, pas man turun ke tempat acara" Dia bertelanjang kaki dan menenteng hak tinggi itu.

"Ren jadi Sea sama kamu ya?" Ibunya memastikan lagi.

"Kalaa aku menulak, Mama akan berhenti memaksa?"

"Kalau kamu beneran nggak mau, ya sudah. Sea nggak apa apa sama Mama. Rion juga seneng ngobrol sama dia "

"Nggak usah. Udah tanggung aku iyain juga." Rigel melengos, berjalan

ke arah mobilnya dakuti oleh Star

"Yah... Kak See ikut sama mobil kita aja sih, Ma. Aku belum selesai ngobrolnya." Rion memegang tengan Sea, tidak rela membiarkannya ikut dengan mobil Kakaknya.

Rigel melepaskan secare paksa tangan Rion dari lengan Sea, n engedikkan dagu pada mubil orang tuanya. "Nggak" Udah, sana kamu

berangkat sama Mama."

"Apaan sili, Kak!" Rion kesal, kembali memegang tangan Sca-

menariknya ke arah mobil

Sea tersenyum tipis, menepuk kepalanya. Dari ketiga kakak beradik itil, ia pikir Rion adalah gen paling normal. "Nanti aku ceritain lagi."

Rigel mengambil kedua tangan Rion, membalikkan tubuhnya dan

memasukkan paksa ke dalam mobil. "Dah - sampai nanti!"

Lovely menurunkan jendela mobil, menunjuk Rigel "Awas aja kalau kumu turunan Sea di tengali jalan "

"Don't worry She will be safe with me."

Sea menatap Rigel cukup lama, tidak menyangka kalimat itu akan keluar dari bibirnya. Saat menutup pintu mobil, bahkan dia membantu menutupnya, setelah mempersilakan Star terlebih dahulu.

Dia pasti salah minum obat. Atau, obut gilanya lupa ditenggak

Dan ya, sepanjang perjalanan dust oleh percakapan Rigel dan Star Seperti kambing congek, Sea duduk di antara keduanya-- tetapi ia di jok belakang. Ia menolehkan pandangan ke luar jendela, tidak tertarik menyimak obrolan mereka.

\*\*\*

Tiba di tempat acara, dengan susah payah Sea memasangkan sepatu hak tingginya. Star sudah berada di depan, sedang berpelukan dengan teman-

# classayans

temannya yeng lain.

"Lo bisa nggak sih pakenya?" Rigel memprotes, tampak jengah melihat

Sea yang belum selesai juga dari tadi.

Sea mengangguk tanpa menyahut, dengan tangan yang terus berusaha mencantekan tahnya ke besi kecil di bagian tumit

"Pusing gue lihat lo kuyel kuyel kayak cacing kepanasan!" Rigel

mendecak, tiba tiha berjungkok di hadapan Sea.

"Eh, tidak perlu. Saya saja!" cegah Sea, hendak menjauhkan Aneh,

mengapa dia jadi tiba-tiba baik seperti ini?

Rigel tetap membantunya. "Diam, Lebih baik tutup dresi lo supaya celana dalam lo nggak kelihatan. Silau gue."

Ses huru buru merapatkan kakinya

Setelah memasangkan, Rigel menarik tangan Sea agar berdiri dari Joknya, mengunci mobil, lalu menyusul Star tanpa mengucapkan apa-apa.

Apa Rigel bersikap seperti itu karena takut ia akan membongkar rahasia

teriarang merekui

Sea menghela langkah dengan hati hati memasuki tempat acara, tidak ingin memikirkan keanchan Rigel. Heels tingginya bergesekan dengan lantat marmer mengilat hotel membuatnya jadi semakin susah berjalan. Agak kein, Bernlang kan da sempat hampir tergi linear.

Saat semua undangan dicek, Rigel memberikan tanda pada penjaga keamanan kalau Sea ikut bersamanya agar lolos dari pemeriksaan. Tiba di dalam, sesuai dugaan Rigel, semua temannya yang mengenal Sea, bercicit

meledeki.

"Gel, masa perlu dijagain boby sitter juga sih ke sini! Emang helum dikasih nenen dulu di rumah?"

"Di sini bar yak yang mau secara sukarela ngasih. Tinggal pilih aja mau yang mana."

"Bacot!" Rigel menjauhi Sea, agar terhindar dari ledekkan mereka.

"Eh, bayi gedenya udah dikasih maem beyum?"

"Dia siapanya Rigel?"

"Pembantu Bodyguard. Apa ya sebutan pantesnya?" mereka semua

menertawakan Sea yang berjalan tertatih di tengah ballroom pesta.

Sepatu sialan ini benar-benar menyakiti kakinya. Belum satu jam, dan ia bisa perkiman kakinya mungkin sudah lecet. Tubuh Sea terdorung nyaris menabrak meja saat teman Rigel yang dulu menariknya ke dalam kolam, melewati.

"Eh, maap, maap, suster. Kedorong ya. Sengaja tadı," kekeh badungnya.

Dari kejauhan, sambil menerima uluran tangan selamat dari teman yang lain, Rigel sesekali melirik ke arah Sea yang dijadikan bahan kejahilan

gengnya Berada di tengah ruangan, Sea berjalan kesusahan Mengapa kali in, ta berharap Sca membangkang dan menghajar mereka semua? la tidak mungkut menghentikan keusilan mereka. Apalagi di depan banyak orang seperti ini. Ditambah lagi hari ini adalah hari spesialnya bersama star Memangnya Sea siapa sampai ia sudi merusak acaranya sendiri? Big No.

Rigel membuang muka lagi dari Sea, tidak perlu memeduhkannya Sea pun sudah berhasil menjauh, mereka ke ruangan paling pojok, berdiri sendirian di sana sambil menatap keramaian. Tapi, tatapan ilu terlihat kosong. Dia seperti ditempatkan di dunia antah-berantah yang asing.

"Hey, acara tup lilannya sebentar lagi dimulai." Star menyelipsan

tangannya ke lengan Rigel.

"Mama sama Papa udah datang?"

"Udah. Itu mereka udah panggil kita," turjuk Star ke arah meja bundar di dekat panggung kecil. Kuc ulang tahun yang bertingkat-tingkat berada di tengahnya dengan lilin berangka 18. Bising suara musik dan suara dari ternan-ternannya sungguh memekakan

"Rel. cepet sini...!"

Rigel dan Star bei dir, di tengah kedua orang tuanya. Semua temannya herdiri melingkar, menjadi satu bersama keramajan Suara MC aut memeriahkan, "Kita bantu nyanyi ya?"

Lovely melambaikan tangan pada Sea, mengajaknya bergabung. Sea tadınya menggeleng, tetapi Lovely terus memberikan isyarat agar Sea cepat mendekat. Dia menyeret langkah, tentu saja dengan terpaksa dan sangat hati hati la tidak boleh merusak acara yang meriah dan mewah ing la tidak

boleh menjadi perusak, untuk kali ini.

Sea berdiri di dekat Lovely. Itu pun karena dia mendapatkan tarikan. Mereka mulai bertepuk tangan sambil bernyanyi, Sea pun ikut menepukan tangannya Tanpa terasa, ingatannya jatoh pada momen lalu Saat di mana ia merayakan wang lahunnya yang ke duabelas. Saat semua kebahagisannya masih lengkap sebelum hilang tak berhekas. Ibunya menyanyikan dengan antusias Semua orang hersorak keras dan gembira. Persis seperti hari inketika orang dewasa menjadi begitu kekanakan dan ikut bernyanyi tanpa beban.

Dengan mata berkaca kaca, bibirnya tersenyum, melihat kue tart ituseolah di sana, ada tayangan video yang memutar momen momen saat dirinya masih utuh.

"Tiup lilinnya, Tiup lilinnya, Tiup lilinnya sekarang juga Sekarang "

juga. Sekarang ... juga!"

Sea mengusap dengan cepat air matanya, lalu ikut bertepuk tangan menyemangati mereka seperti yang lainnya. Dan untuk kali ini, sebentar

# classagan

saja, ia ingin lupa. Lupa kalan segalanya tidak lagi sama. Lupa kalan Sea yang sekarang, tidak memiliki banyak torehan luka. Di ami, beberapa detik saja, ia ingin membayangkan, kalan dirinya tengah berdin di samping ibunya, sedang memeluknya erat karena bertambah tisia.

Rigel dan Star mencondongkan tubuh, mereka saling bertatapan

sebentar, lalu mensupnya bersamaan.

"Nah, sekarang potong kuenya!"

Hanya sesaat, ketenangan itu liadir. Sua bergeser, saat teman Rigel yang lain menyenggol dan mendorongnya. Dua perempuan muda yang

menggantikan tempat itu agar bisa lebih dekat dengan Rigel.

Star dan Rigel membagikan potongan kue, untuk kedua orang tuanya terlebih dahulu Saling menukar kue masing-masing, lalu tersenyum dengan binar merona. Potongan ketiga dan keempat Star memberikan kepada

sahabat perempuannya.

Sementara Rigel i, terdiam, menatap kue di tangannya dengan ragu. Setelah berpikir sekian detik, Rigel berjalan sedikit memutari meja, namun belum sampai ke tempat yang ingin dituju, kakinya bertubrukan dengan kaki lain—entah siapa—hingga kue itu terlempar tepat ke arah Sea. Ke dadanya, mengotori paim yang dibelikan ibunya

Ses membeku untuk beberapa saat, sedang para tamu yang lain menerlawakan dengan keras Ya, sangat lucu. Pun dengan Sea, ia tersenyum dengan get r tertahan. Pulu, bajunya tidak ada yang dengan sengaja

mengotori. Yah... dulu.

la menatap ke bawab nibuhnya yang telah kotor oleh kue coklat itu kemudian menatap Rigel. Mata itu menyorotkan tatapan seding n es. Kemarahan itu cuma sekelabat nampak di wajahnya, sebelum memberikannya anggukan samar. Datar

"Maaf, telah mengacaukan pertanya," gunam Sea, pelan.

"Rigel, kamu apa apaan?!" Lovely menyentak marah Ila tahu Rigel sangat tidak suka terhadap Sea, tapi kelakuamiya kali ini sungguh keterlaluan

"Ya udah sih, Ma, kan bisa dibersihkan di kamar mandi," sahut Rigel,

sambil melarikan pandangan pada semua orang yang melihat.

"Permisi" Sea mengangguk sedikit dan berbalik Seolah belum puas semesta mempermalukannya, ia pun harus terpeleset keras dengan tubuh membertur lantai.

Sontak, gelak tawa yang sempat terbungkam, kembali menggema.

"Mbak, bangun dong. Itu dedenya nangis, minta cucu. Laper, mbak, laper"

Dada Sea terasa sesak, sambil menahan nyen di wajahnya. Dengan bati-hati, ia siap bangkit. Namun, kaki panjang seseorang yang berdiri

#### addicted

di hadapannya, membuat ia segera mendongak. Sontak, kedua matanya membulat, seolah darahnya berhenti mengalir.

"Kak Rafel..." bibir Sea menggumam—rautnya mulai memucat melihat lelaki yang selama satu minggu ini ia hindari, tepat berdiri di hadapannya

dengan air muka menggelap dan siap menewaskan siapa saja,

"Mbak, nangis ya? Bangun dong. Masa gitu aja nangis sib? Cemen ah.

Katanya bodyguard."

Kedua tangan Rafel terkepal sangat kuat. Urat-urat yang menjalan punggung tangannya, menonjol ke permukaan. Baru saja dia akan bergerak ke arah suara itu, dengan cepat Sea menahan kakinya. Memeluknya.

"Tolong, Tolong saya..."

Rafel tertahan, ikut membeku. Dia lantas berjongkok, berusaha

menekankan amarahnya

Rigel tidak tahu siapa dia. Tapi, lelaki nu menggendong Sea—membawa tubuhnya keluar dari ruangan pesta. Hatinya mencelus. Niat Rigel berjaan ke arahnya padahal cuma mau memberikan potongan ketiga cake ulang tahunnya, tidak sama sekali berniat menumpahkan hingga terjadi keribulan dan mempermalukan Sea.

to emoch we so the solution of the solution of



"Rei, nanti kita bicara di rumah" suara Ayahnya terdengar datat, iciapi nampak ackali kalan behau marah. Pun dengan ibunya yang belum juga melembulkan gurat wajahnya.

Star berjalan ke depan Rigel—meniadi pelindangnya—inenatap Ayahnya penuh permuhunan. "Pa, Star yakin Kak Rei nggak sengaja numpahin cake nya Sudah yar kita jangan memperpanjang masalah ini."

'Star, sampa, kapan kamu akan terus membenarkan kesalahan apa punyang di akukannya? Jika dia masuk lumpur, apa kamu akan itu juga?!"

"Iya." Tanpa pikir panjang, jawaban itu mengalun dari bibir Stat.

"Apa?"

"kei nggak akan membiarkannya" Sahut Rigel cepat, "Sudah, Pa, nanti Kita o cara di rumah."

"Pa., bukan itu maksudku. Kak Rei salah karena tidak hati-hati. Tapi kan nggak sengaja. Nanti aku akan minta muaf sama Sea. Udah ya, jangan ada lanjutan lagi."

Bekan kama yang harus minta maaf. Tapi, dial\* tonjuk Ayahnya pada Rigel

Rigel tidak banyak bicara, lebih memilih diam tanpa perlawanan. Ia juga merasa kalut setelah dengan tidak sengaja mempermalukan Sea. Lagi lagi, Sea menjadi biang kekacauan kepalanya. Sekarang, ia bingung harus apa

Eurg, iya Nanti nanti pasti Kak Rei minta maat sama Sea" ujar Star tidak yakin, mengingat Kakaknya tidak pernah menundukkan kepala dan meminta maaf pada siapa pun Rasanya tidak mingkin dia akan melakukan itu, apalagi pada perempuan yang sering diketusi habis olehnya.

"Sudah, jangan ribut di sini. Nggak enak duahatin sama mereka." Lovely meterat, mehingkarkan tangan di lengan suaminya. "Iya, udah dong, Pa. Nggak boleh marah lagi. Ini kan hari penting kami." Rigel meraih lengan Stor, membawa ke sampingnya agar tidak lagi menjadi benteng pelindung dari kemarahan mereka. "Star, its enough Papa

nggak akan memakanku kalaupun kanu bicara di rumah."

"Papa menakutkan kalau marah beneran." Star menatap ayahnya penuh harap agar menyudahi pertikalan uni hanya karena kejadian tidah penting tadi. Maksudnya ... Sea memang ditertawakan. Tapi, kan, mungku Rigel tidak sengaja, walau di sisi lain Star juga yakin Rigel memang bermat menjahilinya. Akhur-akhur ini Rigel sangat suka merecoki Sea. Ia juga tidak tahu kenapa.

"Rigel.," seseorang menepuk pelan punggung Rigel, saat tidak ada lag, yang bersuara. "Maaf, telat panget ya aku datang?" ujarnya, belum menyadar, ketegangan yang menguar di sana. Dia baru masuk ke tempat acara selepas dari kamar mandi, sambil sesekali mengedarkan pandangan menari

keberadaan calon tunangannya yang tiba-tiha hilang entah ke mana.

Rigel menoleh, melihat teman perempuannya berdiri di sana-menyapa

Dia erism tahun lebih tua, tetapi mereka bergaul cukup baik

Baru selesat potong kue ya<sup>2\*</sup> Hampir semua mata kini tertuju pada perempuan cantik itu. Apalagi para lefaki yang seumuran dengan Rigel. Mereka semua terpesona akan penampilan dewasanya. Suasana yang semula

çukup mencekam, kını mulai mencair

Rigel cuma mengangguk kecil suasana hatinya sedang tidak keruan Perempuan itu memaklumi. Dari semua pria yang dekat dengannya. Rigel termasuk sosok yang pating dingin untuk didekati. Hampir 11-12 dengan kekasilinya kalau dipikir pikir. Dia sudah cukup lama mengenalnya mengangat mereka sering hangaut di kelah yang sama nyaris senap akhir pekan.

"Halo Om, Tante Apa kabar? Aku sering mendengat banyak hal baik tentang kalian dari orang tuaku," sapa Laura sambil tersenyum hangat

Kemarahan orang tua Rigel terhhat agak menyurut, "Kabar bask, terima Kasih." Lovely yang menyahut, sambil menatap Rigel meminta kode dia siapa.

"Laura. Temanku," Rigel mengenalkan secara singkat.

Star menatap perempuan ber-dress ketat dan pendek berwarna biru muda itu dengan rasa ingin tahu yang besar. Dia terlihat dewasa. Seksi. Cantik. Dan kulitnya putih. Tipe Rigel sekali. Walaupun Rigel tampak tak acuh, tetap saja ia sebal. Ja yakin, mereka bukan teman biasa.

Lovely mengangguk sekali, sambil kembali berbasa hasi saat lausa begitu pintar mencari topik percakapan. Dari caranya berbicara, pasti semla orang bisa menilai kalau dia berpendidikan dan dari kalangan berada

# clausayane

dilinat dan penampilannya yang modis nan elegan.

"Laura, silakan duduk dulu. Nanti akan ada pertunjukkan musik juga. Iya kan. Ret?" Lovely memastikan, melirik anaknya. Sedang yang dilirik mengedikkan bahu, tidak tertarik dengan hal lain. "Tante nggak bisa lama di pestanya. Setelah makan, harus segera pulang."

"Oh 1ya, 1ya tante Nggak apa apa." Laura melambaikan tangan-

pertanda tidak usah sungkan—sambil kembah melankan pandangan

"Ada yang kamu cari?" Lovely bertanya heran, melihat Laura sedari tadi

tampak gelisah.

"Tadi aku ke sini sama calon tunanganku. Cuma aku bingung, dia ke mana sekarang. Seharusnya dia udah duluan saat kami pisah di pintu masuk ballroom setelah pemeriksaan undangan."

"Calon tunangan kamu ya?" Lovely mengernyit, ia pikir perempuan ini

kekasih Rigel.

Tampak mahi malu Laura mengangguk. "Iya, tante." kemudian menoleh pada R.gel, "nggak apa-apa kan, Rei? Aku juga mau sekalian ngasih undangan ke kamu. Akhir-akhir ini kita jarang ketemu banget."

"Sure."

"Tante nggak kenal sih Jadi nggak yakin yang mana pria yang kamu maksud?"

"Oh, mungkin Om sudah kenal dia?" Laura menatap suami dari Lovely.
"Dia Direktor dari Media Com Group, Rafel Hardyantara,"

Yang ditegur tampak mengernyit, "Putra Pak Henrick Hardyantara?"

Laura menganggak sambil tersenyum senang. "Betul sekali. Aku yakin Om pasti mengenalnya. Karena menurutku, lingkup bianis memang cuma sekitaran itu saja juga, kan?"

"Sepertinya saya pernah ketemu sekali dengan beliau."

"Dengan Rafel?"

"Pak Henry,"

"Oh...." Laura mengangguk paham.

"Ya udah, ayo, kita duduk bareng dulu sementara kamu nungguin dia datang," tunjak Lovely pada meja bundar yang berada tepat di depan panggung. "Atau, kamu bisa telepon dia. Mungkin dia lagi ambil makan,"

"Oh 1ya, boleh. Makasih Tante Vely."

Hampir semua undangan sudah kembali menikmati acaranya. Ada yang menyantap hidangan, ada juga yang menikmati lautunan lagu yang diperdengarkan sambil mengobrol.

Rigel dan Star masih bergeming di tempat. Star menyenggol lengannya.

"Pernah?"

"Apa?" Rigel menoleh, sambil mengangkat satu alis.

#### addicted

"Kamu pasti ngerti maksud aku," dengkus Star kesal melihat dia pura.

pura tidak paham.

"Aku nggak ngertu Seriusan," geletig Rigel. Ia hahkan tidak terlam menyimak apa yang tadi mereka bicarakan. Ia tidak peduh tentang siapa pun yang menjadi tunangan Laura, sama sekali bukan urusannya

"Dia centik dan seksi Kamu pikir aja apa yang sekarang sedang aku

pikirkan?"

"Aku nggak bisa mikir, Star. Aku juga nggak bisa baca pikiran."

"Nyebelin!"

"Kamu udah tahu."

"Pernah nggak?" ulang Star sebal, agak berjinju dan berbisik, "naving

sex with her?"

Karena Star sudah tahu bagaimana kehidupan liar Rigel, setiap ia melihai Rigel di dekaci oleh perempuan lam, pasti otaknya akan berpikiran yang adak tidak. Padahal dulu, ia tidak pernah berpilar hal aneh-aneh mengenanya. Ia higa tidak mengerti banyak tentang kehidupan orang dewasa.

'Oh, itu., "

"Iya, Pernah nggak?"

"Sekali," sahutnya singkat

"Bagus. Dan kamu menguz, Jangnya?!" Dengan langkah yang dientakkan jengkel. Star meninggalkan Rigel hendak bergabung ke meja yang ditunjuk ibunya. Entah berapa perempuan yang sedari tada mencoba bergelayutan pada Rigel. Ia sudah berusaha menahan agar tidak terhawa emosa, tetap saja akhirnya meledak juga

Rigel menahan siku Star, otomatis menghentikan langkahnya. Jujur

salah, bohong pun pasti tidak akan percaya. Serba salah.

"Dia dengar dan yang lain tentang pesta kita. Telepun aku minta undangan."

"Dan kamu ngasih?"

"Iya," balas Rigel dengan ekspresi datar tanpa merasa bersalah. "Lagian aku cuma tidur sama settap perempuan itu sekali doang. Nggak perlu ada yang samu khawatirkan. Mereka nggak pemah jadi sesuatu yang lebih untukku, kecual, objek untuk pelepasan gairah bar nggak stres."

Star memutar bola mata, kehabisan akal. "Aku nggak ngerti kenapa bisa terjebak sama orang seperti kamu!" Dia meninggalkan Rigel, memilih

bergabung ke meja

Rigel tidak menyusul, menatap kepergian Star dalam diam. Ia

mengembuskan napas berat, lalu merogoh ponselnya di saku celana.

Aku memang brengsek dan orang terkotor, dari awal kamu ndah tahu. Tapi, satu; Aku nggak akan pernah melakukan hal yang akan

A San Did Group of

## classociations

# menyakitumu. Never!

Rigel kembah memasukkan ponsel ke saku celana, meninggalkan tempat acara dan berlari ke luar dan area hotel. Secepatnya dengan napas terputus-putus, ia menyeberang jalan ke arah butuk terdessat yang masth berada di sekitaran sana

"Selamat malam, Mas. Ada yang basa kami bantu?" Pramuntaga butuk

itu menyapa sapan.

"Tolong carikan saya dress untuk orang kurus—eh maksudnya, ya pokoknya buat cewek yang pinggangnya itu sebesar ını," Rigel memberikan gambaran dengan menyatukan kedua tangan membentuk Itngkaran.

"Oh, langsing sekali ya," puil pokorja itu sambil merain tiga dress dengan

model yang berbeda "Ini gaun kehuaran terba

"Saya ambil semua." Ragel langsung ke kasır melakukan pembayaran tanpa banyak bertanya. In tidak pernah membelikan baju untuk dapa pun, schingga ... bingung harus pilih yang mona

Oh Sea, lihat apu yang to hiskum sama gue. Bikin gue merusa bersalan, pudentil gue nggak salah. Kampun mung tuh unak!

Rigel komar dari bunk kembali ke hotel. Semoga si Laut itu belum beyw. nu tanpa terkhat oleh siapa pun, tetapi berulang kak ditelepon, tidak keluar dari kamar mandi. In menyoba menyopus ponsenya agar mengambil Juga diangkat

"Nyusahin lo!" gerutu Rigel. Meski tidak ada yang minta, tetap aja nidasura nyalahin

Ut, ternal gue di Inbill

Lobi menurutnya lebih aman karena jauli dari tempat acara.

Rafel terus berjalan, membawa Sea keluar dari tempat acara dengan kematahan yang sulit untuk dikendalikan Banyak sekali yang ingun ditanyakan padanya, apa yang terjadi dan bagaimana dia busi berada di sini bingga diadikan bulan bulanan oleh bocah bocah labil itu.

gendongannya, tetapi tenaga Rafel memang jauh dari tandingannya, Dia "Turunkan Aku harus ke kamat mandi" Sea terus berusaha turun dara masth belum mendengarkan, saat langkab panjang itu menyusuri korudor hotel entab akan membawanya ke mana.

"Kak, aku harus kembali bekerja di sana." Sea masih berusaha lenang "Kita pulang!"

Dengan kekuatan penuh, Sea melompat dari gendongan. Ia meringsa sakit ketika kakinya bersentuban langsung dengan lantar cukup keras. Sepertinya terkular saat jatuh tadi.

### adduted

"Sea, jangan membuatku marah. Bisa, kan?!" Rafel menyentak. "Apa

yang kamu lakukan di sini sebenamya? Menjadi badut mereka?"

"Pulang, itu hanya untuk orang-orang yang memiliki rumah. Sementata aku, tidak." See menghela pelan, "Aku harus kembali." Mencegah Ralel agar tak membuat keributan di dalam, ia malah seperti menyerahkan diri untuk dibawa ke neraka secara sukarela bersama iblis terketam.

Rafel meraih lengan Sea, menyeretnya, tidak membiarkan dia pergi, "Hanya ada kita. Ke mana pun aku membawamu, artinya itu rumahmu."

Cekalan Rafel begetu kuat, sampat Sea tidak bisa merasakan tulang lengannya sendiri. Terseok, langkahnya terus dibawa semakin menauhi tempat acara.

"Suite room, Sekarang." Pesan Raiel pada resepsionis Hotel tanpa

melepaskan tangan Sea.

Reseps onis itu segera memberikan kunci kamar setelah Rafel selesai me akukan pembayaran.

"Saya ingin kotak P3K disediakan sebelum saya sampai ke kamar"

Resepsionis stu mengangguk, "Baik, Tuan," dengan cepat dia langsung menelepan ke atas agar membawakan kotak P3K sebelum sang tamu datang.

"Carikan dress baru untuk Sea, Bawa ke hotel Ritz Carlton secepatnya," titah Rafe, pada sekretansnya di seberang telepon. Ia sangat ingin membawa

Sea ke apartemennya, tetapi Sea pasti akan semakin marah padanya

Mereka dijadikan pusat perhanan oleh beberapa tamu di sana. Penampuan Sea yang berantakan, tanpa alas kaki, dengan kedua lutut memar dan salah satunya berdarah jelas menyita atensi mereka Berdin di depan lift, Sea tidak tinggal diam. Dentam jantungnya berpacu lebih cepat saat tahu ke mana Rafel akan membawanya pidang.

"Lepaskan" Aku nggak mau" Lepaskan" Sea mulai menyentak, panik Rafel tidak mendengarkan. Mengangkat tubuh Sea dengan rontaan

membabi-buta dan menutup lift ke lantai yang dituju.

"Aku mau keluar! Lepaskan!" Sea mendorong dorong tubuh Rafel agar menjauh darinya. Ia takut Ia benar-benar takut. "Tolong, aku nggak mau,"

suaranya menyerak, nyaris tidak terdengar.

D. dalam lift yang cuma dusi oleh mereka berdua, Rafel menyandarkan tubuh Sea ke bagian pojok lift, mengimpit, dan mengangkat kedua tangan<sup>nya</sup> ke atas.

"In: kan yang kamu takutkan?" Belum sempat menjawah, bibir Rafel

telah membungkamnya dengan keras.

Kepala Sea bergerak ke kiri dan kanan, namun tubuhnya dikunci. Bahkan ketika lift itu terbuka dan baru saja akan ada yang masuk, tamu lain mengurungkan mat dan mundur lagi hingga lift tertutup kembali

## claresoyani

Saat napas kian menipis, Rafel melepaskan, menatap Sea dengan taiam. Sedang Sea menutup matanya, tangannya yang sempat dicengkeram Rafel di

atas kepala gemetar.

Perlahan, tatapan tajam Rafel melunak, menyadari wasah itu bensebenar terlihat pucat. Rafel meraih lengan Sea, menggenggam lebih icmbutmembawanya keluar dari kotak besi itu ketika sudah berhenti di lantai yang dituju.

Sea sama sekali tidak melawan. Tidak menangis. Tidak lagi bersusta. Kakinya berjalan mengikuti, tetapi pandangannya terlihat kosong. Tangan

itu temsa dingin dan masih gemetar, Rafel bisa merasakannya.

"Bersihkan diri kamu di sini." Memasukan kartu ke dalam slot pintu, genggaman yang tampak posesif itu enggan dilepaskan, ia takut Sca akan kabur darinya, lalu hilang tanpa kabar berita seperti sebelumnya.

Ratel membawa Sea masuk ke dalam, menutup pintu.

air hangat." Rafel menyatukan tangan siapkan menggenggamnya penuh ancaman. "Diam, Jangan ke mana-mana Kecuali kalai kamu mau aku membongkar siapa kamu pada mereka semua."

Napas Sea kian memburu, berada di ruangan yang samu dengan

seseorang yang paling ditakatinya adalah mimpi buruk.

"Aku anggap kamu mengerti." Belaian lembut disematkan di atas kepala Sea, ala berjalan ke kamai mandi menggulung kemeja hitamnya sampai 81K13.

Sambil menyapkan air hangat dan menunggu bathtub terisi penuh, Rafel mengemarkan ponscinya di dalam saku celana yang sedari tadi bergetar. Puluhan panggilan dan pesan masuk dan nomor calon tunangannya terus berdatangan, Bahkan dari ayahnya pun ada di sana.

Rafel, kamu di mana? Laura mencarimu. Tolong, jangan membuat

kekacauan apa pun. Kita sudah sepakat, bukan?

Rafel meremas ponselnya. Tanpa membalas, ia melempat ponsel itu kewastatel

la mematikan keran saat bathtub telah terisi penuh. Keluar, kakinya sontak membeku di ambang pintu melihat tubuh Sea berduri di sana - masih di tempatnya, tetapi tanpa satu helai pun kain yang menempel di tubuhnya. Sea memunggungi, pakaran telah berada di bawah mata kaka.

"Sea..." parau, Rafel memanggil. Kakinya tidak bisa dihela ke sana, mulai taku, pada dirinya sendiri. "Apa ... apa yang kamu lakukan?" napasnya

tercekat, kesulitan dinetralkan.

"Ini yang kamu inginkan. Selesaikan. Lalu, akhiri"

Gantian tubuh Rafel yang menegang dan tangannya mulai gemetar. Lidahnya kelu, tidak ada rangkaian kalimat apa pun yang bisa dikeluarkan.

"Tolong, lakukan secepatnya. Aku harus kembali bekerja" Sudah cukup Bahkan ketika ia bertenak ketakutan, tidak akan pernah ada yang menolongnya. Semnanya terasa percuma. Seseorang yang sudah rusak, tidak seharusnya tekut pada apa pun.

Kedua tangan Rafel mengepal, mendengar Sea berkata dingin seolah ia hanya menginginkan tubuhnya. Berjalan menghampiri dengan langkah leber, Rafel mencengkeram bahunya dan membalik paksa tubuh potos yang

dipenuhi bekas luka itu.

"Lepaskan tanganmu," perintah Rafel, melihat kedua tangan Sea menutupi kewanitaan dan payudaranya. Ia mengangkat alis, menadang "Ayo, lepaskan. Bukankah kamu mau Kakak mu mi tiduri!"

Sea tidak kunjung melepaskan, perutnya benar benar musi

membayangkannya.

"Kenapa? Bernisah pikiran?" Rafel membuka kancing kemejanya, lalu menyentakkan kedua tangan Sesi agar Jepas dari sana— mendorong ke kasut, lastas menindihnya

Wajah sea menoleh ke samping, dadanya turun naik, matanya terpejan-

revet.

Rafel menangkup wajah Sea dengan kasar, agar menghadapnya. "Buku matamu. Kamu bertindak seperti pelacur Jadi, bertingkahlah seperti saab satunya!" bentaknya. Dan di detik selanjutnya, bibir Rafel telah mendarai di bibir Sea, menggigitl pelan rahangnya, menjelajahi lehernya seperti oranggia. Sungguh, Refel membencinya, tetapi ia juga tidak bisa berhenti menginginkan Sea agar tetap berada di sismya.

Kedua tangan Sea terkepal di sasi tubuh, kehilangan tusa dari kecapat apa pun yang dijakukan Ratel pada tubuh kecilnya. Ruangan itu benar benar hening, kecuali gesekkan dari kulu mereka yang saling bersentuhan.

Saat tangan Rafel turun semakin ke bawah, Sea mencengkeram dengin erat-mencegahnya. Ia menggeleng, ketakutan tetap sulit untuk dilawarnyala takut, Sungguh, ia takut.

"Lepaskan," Rafel menggumain, penuh peringatan "Lepaskan Sea" Dia

kembali membentak, membuka lebar kedua kaki Sea.

Deru napas Sea semakin tidak terkendah, bibirnya seolah tak teraliri darah sama sekali,

"Kenapa" Bukannya tadi kamu menginginkannya?:" sentakkan <sup>itu</sup>

kembali mengudara.

Satu tetes air mata meluncur jatuh melewati hidung Sea. Namud. tang san itu benar-benar tanpa suara. Napas Rafel seolah lenyap antuk sedetik, melihat setetes bulir bening itu jatuh dari matanya. Dia berhenta menggulingkan tubuhnya dari atas tubuh Sea, menatap langit-langit kamat

## classayani

sambil mengatur napasnya sendiri. Keheningan, kini menseluk tuangan besar nan mewah itu

"Bagaimana aku memperbaikinya? Semuanya sudah terjadi, Sea" Kehilangan akal yang sempat merenggut kewarasan, perlahan mulai

dikumpulkan. 'I'm sorry I'm really sorry"

Sea tidak bergerak. Kecuali matanya yang masih terbuka dengan pandangan kosong dan deru napas yang terputus putus, kehidupan sulit

untuk Refei jangkau.

"Aku memang membencama karena merenggut keludupan ibuku Kama menyayangmya, dan kamu membiarkannya terkurung di sana sampu dia harus merugang nyawa. Sea, Demi Tuhan, aku sangat membencimu! Tapi

kejadian itu benar benar murni di luar kendaliku. Aku-\*

"Apa kahan pernah berpikir kalau aku juga kehilangan sosoknyu?" ucepan Rafel terpotong, mendengar Sea akhirnya menyahut. "Bukan hanya kal an yang merasakan sakitnya kehilangan. Aku juga. Aku bahkan berdoa pada Tuhan, agas mengembahkan waktu pada kejadian itu, hiarkan akulah yang menggan, kan-terpanggang di sana. Di villa mu."

Air mata yang tidak pernah lagi Rafel lihat selelah kepergia i ibunya, kim mengalir deras dari kecasa mata Sea Tangisan itu tidak bersuara, tetapi

sudah cukup untuk menjelaskan semua kesakitannya.

"Jika ada cara yang bisa mengembalikannya, aku akan melakukannya Aku sangat ingin melakukannya!" napas Sex tersendat, bibirnya bergetar—menahan isak yang ia redam agar tidak keluar. "Kak—aku merindukan Mama. Sama seperti kalian. Aku pun menangis karena tikaman nyeri setiap kait mengingai segala hal tentangnya. Aku ingin bertemu dengannya. Memeluknya, Merasakan belaian lembut tangannya.

Rafel membuang muka, mengalihkan dari wajah Sea.

"Kak, jika pulang yang kamu maksud itu ada, maka tempat itu bukan di sini. Kematian, adalah tempatku akan pulang." Mengusap dengan cepat air matanya hingga kering. Sea bangkit dari kasur la langsung mengenakan pakalan, menjauhi ranjang.

Mereka sama tama terdiam, merapikan penampilan masing-masing

yang sudah tak beraturan.

Ketukkan di pintu terdengar Rafel beranjak dari kasur dan membukanya.

Dress yang ia minta dari sekretarisnya sudah datang—diantarkan oleh pekerja hotel.

"Pakat mi. Bajumu kotor." Rafel menyodorkan—yang tidak diterima See. Dia tetap berusaha mengenakan pakatan yang telah ternodai oleh cake stalan itu:

"Sta., Sea! Plis, aku mohon padamu, bisa berhenti membuatku gila?!"

#### adducted

geram Rafel, menyentak turun dress kotor itu dan menggantikan secara paksa pada tubuh kecilnya. Beruntung sekretarianya mencarikan gaun yang tidak susah untuk dipasangkan "Duduk. Aku obati dulu latutmu"

Sea menunduk, ia bahkan tidak tahu sejak kapan tubuh mi

menambahkan luka baru. Menggeleng, adalah jawabaanya

"Aka udak akan membiarkan kamu kembali ke sana jika tetap keras kepala" bentaknya. Sifat keras kepala Sea sungguh tidak tertolung Pendiam, taos sulit diatur

Rater mengambil kotak obat itu dan berjongkok di bawah kakinya-

tidak lagi memaksa Sea untuk duduk.

"Sea, Jada kamu kena di ami? Dengan keluarga Xander?" Sambi, Jukus mengolesi lukanya, Rafel bertanya. Namun, sesuai dugaan, sabuaar tidak didapatkan. "Kamu hanya perlu beri tahu aku berapa panyak uang yang kamu butuhkan untuk hidup. Aku akan memenuhinya Tapi, kamu tidak akan menoruti apa yang kuinginkan ilya, kati?"

Soa tetap diam tidak merasa perlit menyahitit. Rafel menempelkan plester di atas lukanya setelah dibulut dengan kupas kecil terlebih dah ilu.

"Seiesai" Die bereim menjulung di hadapun Sea, menatapinya "Usahakan trook terluka lagi sampat acara pertamonganku munti. Jika tidak bisa pakar hak tinggi, untuk apa memaksakan? Jangan menyusankan dirimu sendiri."

Rafel mesepikan rambut Sea yang berantakan Jemerinya menyusuri separjang kula tengan Sea, berhenti di bahunya. "Aku suka melihat kamu menyenakan dressum. Tapi bagiku. Sea yang terlihat biasa saja lebih menarik."

Peduli setani Sea fidak memiliki jawaban apa pun meski semua ncapin

ini tersenp banyak pertanyaan.

Sea menepis kedua tangan Rafel, lalu berjalan ke luar dari kamat Hotel. Ratel membiarkannya, mengikuti Sea dari belakang dan masuk ke dalam hft bersamanya dalam kebisuan. Tidak ada yang bersuara lagi. Cukup, Hal. keduanya sudah kewalahan.

Litt berhenti di lobi, itaru beberapa langkah mereka sampai di liar, pandangan Sea terpaku pada sosok Rigel Rigel lah yang pertama kali melihatnya, tetapi dia cuma berdiri di sana -tidak memanggil ataupusi

menyapa,

Sea mengalinkan pandangan dari Rigel yang tempak terkejut wajahnya memerah dengan pandangan dingin. Ia melepaskan tangan Ratel dari lengarrya dan berialan mendahului ke ruangan acara. Sea tidak peduli apa yg dipikirkan Rigel tentang dirinya. Ia tidak memiliki kewa iban untuk menielaskan apa pun padanya.

Rigel membuang muka dengan murka, kedua tangannya terkepal. Is sedati tada menanggu seperti palang pintu masuk kereta api di seru dan si

## claripagani

sıaları itu malah baru keluar darı dalam lift bersama lelaki astıng itu.

Sebenarnya, siapa yang undang lelaki sialan itu? Dari seturuh perempuan

cantik di dalam, mengapa harus Sea yang dia pilih?!

Dengan langkah panjang, Rigel menyusul mereka dari belakang. Meraih pergelangan tangan Sea, Rigel membaliknya paksa, Rafel yang menhat itu, sudah pasti tidak tinggal diam—merenggut kerahnya, satu tangan lain mencengkeram tangan Rigel yang digunakan untuk mencekal lengan Sea.

"Lepaskan," tuntut Rafel, beradu pandang dengan sorot dingin Rigel

"Atau, saya patahkan tanganmu"

"Elo yang lepaskan, Om!" cemouhnya tanpa gentar. "Dia kerja sama gue, ONS nya udah selesat, kan?"

Cengkeraman Rafel kian mengerat, dan Rigel tampak baik-baik saja.

"Saya harus bekerja. Minggir!" Sea mengentakkan kedua tangan mereka melewati begitu saja.

Saat Sea telah menjauh, Rigel menarik kerah kemeja Rafel "Apa?! Dia pembantu gue dan gue berhak melakukan apa pun sama dia. Lo hanya orang

luar yang kebetulan membantu dia di sana!\*

"Kamu yang punya acara? Rigel Alexander?" Rafel mengangkat satu alis, mendorong tubuh Rigel dengan keras hingga terseret ke belakang. "Seharuanya, kamu tidak merusak pestamu sendiri dengan melakukan hal kekanakan kayak tadi. Jika kamu benci dia, pecat dia'"

Rigel balas mendorong dada Rafel hingga ia nyaris teriatuh. Ingin sekali

melayangka i tonjokkan, tetapi pasti keributan akan semakin besar.

Rafel cukup terkejut dengan tenaga bocah delapan belas tahun ini.

"Katakan pada teman tidur lo barusan, enyah dari hidup keluarga gue Gue juga penginnya dia dipecat dan nggak lagi menampakkan batang hidungnya!" tukas Rigel tajam.

"Oh ya?" Rafel tampak sangsi, menepuk-nepuk bahunya "Ucapanmu tidak terdengar meyakinkan, kid." Rafel meninggalkan Rigel ke tempat acara,

sebelum dia sempat membalas kalimatnya.

Dasar tua-tua kelade!

Rigel mengumpat kesal, melempat paperbag berisi gaun yang ia belikan dengan berapi api ke tempat sampah melihat si Laut itu telah berganti Pakaian baru. Demi langit dan bumi, Rigel tidak percaya pada dirinya sendiri yang pergi ke butik itu untuk sekadar membelikan si sialan itu pakaian.

Saat tiba di tempat acara, Rigel melihat si om-om itu menghampiri temannya yang sempat meledeki Sea, lalu menginjak kakunya dengan sengaja.

Temannya meringis, terlihat kesal.

"Jangan nangis. Malu sama penis." Singkatnya, kemudian melewati dia dengan santai saat umpatan masih terdengar.

#### adduted

"Rafel..."

Suara melengking itu soniak membuat Rigel menoleh ke arah meja ... yang ditempah oleh Laura dan keluarganya. Kernyitan Rigel semakin dalam, melihat lelaki asang yang membawa Sea menghampin Laura. Dia berkenajan dengan kedua orang tuanya, Star, lalu digandeng posesif oleh Laura.

The fuck...?

Rigel mengerjap tidak percaya. Jadi ... dia sudah punya pacar dan herselingkuh dengan Sea? Seorang faura anak pengusaha ternama, dikesampingkan demi bisa bersama dengan pembantu seperti Sea? Tunggu, ia benar-benar tidak mengerti<sup>1</sup>

"Kak Rei, J." Star menarik tangan Rigel, menuntunnya ke meia "Intunangan Kak Laura Kahan abis dari mana aja sih dari tadi<sup>an</sup> wajah Star

eribbat semringah, tidak semasam saat ia meninggalkan tadi

"Carl angin," njarnya, sambil menatap Rafel yang disuruh duduk dan

menyantap hidangan oleh ibunya,

"Tentang kekacauan tadi, masi Anda harus melihatnya. Yah. namanya pesta anuk muda." Jolas ibunya

Rafel mengangguk tenang sambil tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Saya coba memaklumi kelakuan kekanakan tadi."

Rigel memandang Raiel penuh permusuhan.

"Kekacauan?" Laura tidak mengerti

Ol., tadi Kak Rei nggak sengasa menumpahkan makanan ke gaun

pekerja kamı" Star memelaskon sedikit.

"Sea, sud, makan bareng di sini." Lovely melambatkan tangan saat melihat 5ca berdan di pojok ruangan sendirian tanpa alas kaki "Kamu ngapam di situ? Ayo, makan dulu," ajaknya ramah. Gadis itu selalu tempak asing dengan semua tempat—mengingatkan pada dirinya sendiri di masa lala yang tertutup.

"Sea?" Laura membeo, "Fel..?" la terkejut -meminta penjelasan.

melihat adik dari kekasihnya ada di sana sebagai pekerja.

Rafel menatap Sea yang menghampiri meja. Dia tidak menulak, sangat mematuhi perintah majikannya. Ia bantu mendorong kursi di dekatnya membiarkan Sea agar duduk di sampingnya.

"Saya tidak lapar. Saya tunggu di sana saja, Nyonya," tolak Sea pelan

"Jangan. Di sud aja, bareng sama kami" Lovely menunjuk bangku di dekat Rafel, "Kamu duduk di situ."

Rafel menahan paha belakang Sea, mendongak, tersenyum padanya Bukan iku bukan senyum biasa yang ditebarkan pada semua orang Tapi, senyum penuh peringatan.

"Makan di sini saja ... Mbak!" ujar Rafel, sedikit meremas pahanya

## clarisagani

"Wow," Rigel menggeleng tidak percaya, kesal benar-benar menggelayuti benaknya. Mengapa ia harus melihat tangan si Rafel itu berada di mana sekarang!

"Ut, lo duduk di sini. Gue yang di sana" Rigel berpindah tempat di

samping Rafel "Thanks ya, Om, udah didorongin."

Meia dengan enam bangku itu kini telah terisi penuh. Rigel duduk di antara Rafel dan Sea, tampak dingin dan canggung.

Mengembuskan napas pelan, Rafel kembali menatap hidangan yang ada

di meja tanpa selera.

Sea duduk di dekat Star, menunduk, tidak melihat ke arah mana pun. Semuanya benar-benar kacau. Sea cuma bisa berharap sisa malam ini akan berlalu dengan damai.



Di tengah lantunan merdu suara penyanyi pop yang diundang, semua meja tamu telah terisi penuh dan mereka duduk dengan damai Temanteman Rigel yang biasanya berisik, urakkan, dan tak bisa diam, sebenarnya sudah gatal duduk setenang ini. Tapi, karena orang tuanya masih ada di sana, mereka juga tidak mungkin membuat keributan loin apalagi setelah kejadian mempermalukan Sea beberapa saat lahi. Pesta itu berjalah sangat beriih. Tidak ada botol minuman keras apa pun kecuali wine tanpa alkohol.

Gel, lo heneran jadi kan ngundang Fuz East Movement?? Pantat gue panas dari tadi duduk kayak Biksu yang lagi sembahyang gini. Pengin like

a 66.

Rigel yang melihat pesan itu, langsung menggertakkan gigi Mood-nya sedang tidak keruan. Eh, malah ada yang bertingkah.

Nyet, lo g liat nyokap bokap gue masih ada di sini?

Tanpa menunggu balasan, Rigel kembali memasukkan ponsel ke dalam saku celana Orang tuanya sudah memberikan peringatan sebelum berangkat ke sini, agar tidak melakukan hal yang anch anch Bahkan mereka rela mengeluarkan banyak uang untuk mengundang langsung artis hip-hop dari luar. Belum lagi ditambah dua artis Ibu Kota yang sedang naik daun di kalangan anak muda.

Setuju mengundang artis hip hop, apa mereka berpikir kalau temantemannya hanya akan menonton sambil angguk-angguk kalem seperti pajangan kepala anjung di dalam mobil? Mimpi' Ruangan mi pasti akan berubah seperti kelab malam selepas mereka angkat kaki dari sini. Ia sangat yakin, jika orang tuanya tahu kehidupannya seliar itu, pasti ia akan dimasukkan ke asrama rohani, dilakukan pengusiran setan, keluar dari sana jadi Pendeta. Mereka sudah tahu ia nakal, tetapi tidak ada yang tahu kalau classayani

nakahiya sudah melewati batasan

"Ayo, kahan makan dulu," Lovely mempersilakan.

"By, mau aku ambilin makanannya?" tawar Laura dengan hangat pada Rafe

"Aku ambil sendiri sasa, thanks." Rafel mengambil makanan, selesamya, mendekatkan ke arah pung Sea. Setiap makanan apa pun yang diambil,

pasti setelahnya dia akan meletakkan di depan meja Sea.

Rigel yang sedari tadi memerhatikan, sampai jengah Jika ada yang tidak bisa melihat perhatian dalam diam si Om-Om tua bangka ini pada ai Laut, fix, dia buta rasa Sangat jelas sekali Nafsu makan Rigel sampai kandas saking memuakkannya melihat perselingkuhan yang dilakukan secara terang-terangan ini

"Sea, kamu nggak makan?" tanya Lovely heran mendapati Sea cuma

menatap semua makanan yang terhidang di meja tanpa minat

"Maaf, tapi saya tidak lapar" la deg degan setengah mati herada di sano sehingga perutnya terasa mulas. Mungkin asam lambungnya naik gara-gura semua peristiwa hari ini. Rafel yang tiba tiba ada di pesta. Kejadian di dalam kamar hotei. Sekarang harus makan di satu meja bersama dengannya. Ditambah lagi kelakt an menyebalkan Rigel yang selalu saja merecokinya. Yang mgin ia lakukan sasi — i, hanya tidur. Meninggalkan realita yang tidak bersahabat cukup baik dengamiya. Rasanya denting waktu tidak bergerak pepat sasi matanya terbuka. Mereka mengolok olok agar ia merasakan setiap lengkal sepi yang mencengkeram, walau raganya berada di tengah keramaian.

"Par tesan tubuh lo ceking, sasa tulang doang kayak orang cacingan," timpal R ge, sambil meraih mangkuk putih berusi pasta udang di tengah meja "Lo barus nyobain pasta—lo ngapain sih<sup>pi</sup>" Rigel menggeram Jengkel saat bendak menawarkan satu menu pada Sea, Rafel tanpa diduga telah

mendahulumya. Dia tiba-tiba saja menukarkan piring mereka.

"Makan Kamu perlu banyak tenaga untuk mengurum mereka," ujar Rafel pelan pada gadis itu. Piring kosong Sea beralih tangan padanya, teniuntara setumpuk makanan, sudah disajikan di hadapan Sea yang tadi diambikan

Hadeh alay Smetron murahan! Murahan! Murahan!!

Rige, memasukkan semua pasta udang yang belum sempat ditawarkan pada Sea ke piringnya sendiri. Peduh amat sama pembantu tidak tahu diri ini. Seharusnya bukan urusannya dia mau kelaparan atau tidak.

Baru sekan melakukan, dan Rafel sudah begitu bertekuk lutut? Sehebat

ltu? Dasar lakı-laki lemah!

Rigel menatap Rafel malas. "Kaki gue yang lo sentuh tadi, Om," disusul dengkusan "Dari tadi, lo tendang-tendang kaki gue Punya masalah lo sama gue?"

Otomatis mata yang lain pun ikut mengarah langsung ke kulong meja

Rafel yang memang berusaha menyentuh kaki Sea untuk menegurnya, malah harus berkali-kali bertemu dengan kaki bocah tengik itu. Dia akan menginjak, ialu menendangnya agar mundur. Saat Rafel ikut melihat ke bawah meja, si bocah itu teruyata memang dengan sengaja membenta agkan kakinya di sana. Sementara kaki Sea sendiri sedikit dimundurkan ke dalam kolong kursi.

"Sori Kebiasaan," singkatnya, sambi kembali melanjutkan makan.

"Kalau pue belok, mungkin gue bisa salah paham lo lagi ngasah kode buat check in sekarang. Tempur pedang pedangan di dalam." Rigel mengatakan begitu santat, hingga ibunya tersedak.

"kei, ngomong apa sih kamu?" tegurnya. "Nggak boleh gitu, ah. Kalo-

ngomong suka asal ceplos aja."

Rigel tidak menjawah, menyesal mengapa ia harus duduk di anista dua manusia menjengkelkan ini. Mending duduk di dekat Star, bisa sal ig pegangan diam-diam.

Rafel menyeka mulatnya dengan napkan. Kini giliran diranya yang tidak

berselera. Rocab bar bar ini mulutnya sangat perlu disekolahkan

"Kak, coboin yang ini Enak deh" tawar Star, sambil menyodorkan

makanan pada Rigel melewati Sea yang piringnya belum tersentuh

\*Kamu nggak makan?" Rigel menerima sodoran Star dengan senang hati Ia lega, menhat Star sepertinya sudah tidak lagi marah padanya karena cemburu buta pada Laura. Padahal setitik pun Laura tidak akan pernah menjadi ancaman bagi hubungan mereka.

"Aku udah makan tadi. Nungguin Kak Rei, lama banget."

"Maaf, tadi aku nggak sengaja ketemu kenalan di lobi. Lagi selingkuh sepertinya," ujarnya enteng. Ini balasan untuk hari itu saat Sea berhasil menyindirnya. Hidup si Laut bahkan tak lebih kotor darinya, iapi sok jijik melinat hubungan terlarangnya bersama Star.

"Siapa" Selingkuh gimana?" Mata Star membulat, penuh rasa ingin tahu

yang besar

"Ya ampun.," ibanya dan Laura ikut menampali. "Itu teman kamu?"

Kunyahan Rafel berhenti, ia mendongak saat suara para perempuan itu—kecuaii Sea—terdengar heboh. Ia tahu pasti apa maksud si empunya pesta ini.

Rigel melirik Sen sejenak, sambil mengedikkan bahu. "ONS doang kali Hanya saja, mereka bermain dengan sangat kotor" Lirikan Rigel semakin tajam ditujukkan untuk Sea. Bagaimana tidak kotor, calon hinangannya kelimpungan mencari, si keparat itu malah sedang enak-enakkan check-in

## clarisayani

dengan pembantunya.

"Tidak sekotor berita yang saya dengar di TV, tentang seorang kakak yang menikahi adik kandungnya sendiri gara-gara hamil di luar nikah" Sea—dengan wajah tanpa ekspresinya mendongak, ikiti bicara. Ja tidak tahu mengapa Rigel begitu membencinya, Padahal ia tidak melakukan apa pun padanya. Ia yang diperuialukan dan ditertawakan. Terluka, tapi tak sedikit pun bisa menyalahkan.

Rigel tersedak pelan, pun dengan Star yang langsung tercekat hingga bibirnya langsung terkatup rapat. Dengan tangan terkepal dan pandangan

penuh ancaman, Rigel mendelik pada Sea.

"Maaf, di luar topik ya," Sea memmpali pelan. Ia tidak balas menatap Rigel, membiarkannya terlahap oleh kemarahannya sendiri. "Saya hanya memberitahu, banyak sekali hal kotor yang terjadi di sekitar kita akhir akhir ini. Dan ... itu contohnya."

"Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kecewanya orang tua mereka mengetahu, anaknya dihamili oleh Kakaknya sendiri." Lovely bergidik ngeri Ia juga senang mendengar Sca bisa bergabung dengan obrolan, tidak sediam

biosanya.

Sea tersenyum tipis memindi.k kembali, tidak menyahuti. Dia hanya menggertak Rigel, muak pada orang yang sok tahu padahal tidak tahu spa-

apa.

"Sea, untuk apa membicarakan hal seperti itu? Kak Rei hanya membahas tentang kenalannya yang sehngkuh." Star berusaha tetap tenang, berbicara lembut matnya memberinya peringatan pelan. Dalam hati, la juga takut kalau Sea kelepasan.

"Manf Tapi, bagaamana Nona yakin kalau mereka beneran selingkuh?"

Star mengerjap, "Because he said so."

"Jika kita tidak tahu dengan pasti, diam dan tak berasumsi buruk rasanya terdengar lebih baik. Tidak semua hal itu sama dengan kelihatannya. Yang terlihat baik, belum tentu sebaik itu. Pun sebaliknya."

"Gue lihat dengan mata gue sendiri. Apanya yang nggak pasti?" Rigel mendecih kesal, "Sea, lo merasa tersindir atau apa? Gue nggak menyebutkan

itu elo, kari?"

"Katakan apa yang ingin kahan percaya. Seharusnya saya tidak menjawab dari awal." Dia menunduk lagi, saat sepasang kekasih itu menyerangnya dengan kompak.

"Apa<sup>71</sup>" Rigel terbawa emosi juga. Suara Sea yang pelan dan serak, kembali tenang, sangat datar, malah membuat emosinya meledak ledak. Sea

. dia pemancing emosi terbaiknya akhit-akhir ini.

Ayahnya menatap Rigel penuh peringatan agar ia tak lagi membuat

kekacauan

"Itu hukan kami, kan, kenalan yang kamu hhat di lobi?" gantian Rafel yang menyahut

"Lo merasa melakukannya, Om? ONS?" Rigel mengangkat alis.

menantang

Luara mengernyit "Fel, maksudnya apa?"

"Kebetulan tadi aku juga ketemu Ade Rigel ini di lobi. Aku pesan kamar untuk mengganti baju Sea yang dikotorinya." Rafel beralih menatap Rigel. Tapi, tidak apa apa, dek. Anak kecil memang suka sekali main lempar. lemparan kue"

Rigel mengatur napasnya yang memburu kasar. Kedua tangannya

terkepal erat. Sungguli, mengapa si Rafel ini begitu mengesalkan?1

"Rei, kamu belum minta maaf loh sama Sea," Ibunya bersuara-

menengahi,

"Nggak ada ceritanya mankan muito maal sama pembantu!" desis Rigel dengan air muka yang sudah menggelap. Boro-boro minta maaf. Rasanya ia ingin mengacak acak meja ini sekatang juga untuk meluapkan kekesalan.

Ayahnya menetap tajam, terapi beliau tidak mengatakan apa-apa.

"Seharusnya, aku tumpahin aja semuanya ke baju si Laut. Toh, nanti ada

yang gantun juga. Bisa ngamor berdua lebih lama!"

"Riger!" Ayahnya tidak habis pikir dengan anak ini. Walaupun dia keras. tetapi biasanya lebih banyak diam saat di depan orang tuanya. Ia heranmengapa Rigel begitti kekanakan malam ini

Rei, kalau salah itu minta maaf. Kepada siapa pun. Nggak peduli

statusnya apa pun!" bela Ibunya.

Rigel tersenyum mirring sambil menatap Sea. "Dia nggak pantas dapat maalku."

"Dan saya nggak perlu maai dan Anda," sedingin es, Sea membalas latapan Rigel, "Telan itu untuk din Anda sendiri, Saya tidak lapar. Tapimungkin Anda bisa kenyang."

Mereka saling menukarkan pandangan menghunus. Sea yang pertama kalı membuang muka, dan Rigel bingung mengapa tiba-tiba Sea begitu

banyak bicara. Apa ia sudah keterlahian mengatainya?

"Eh, itu pembawa acaranya bilang ada sesi siapa yang mau nyumbang lagui" potong Star, menyudahi pertikaian ini. Sesuai dugaan, Rigel tidak mungkin sudi meminta maaf pada Sea. "Aku mau ikutan ya!" Star mengangkat tangan, langsung diberikan tepukan menah oleh semua orang. Dia bang<sup>lot</sup> dari kursi, seraya menarik tangan Rigel. "Ayo, temani aku di panggung"

"Nggak mau!" geleng Rigel tanpa pikir panjang. Dari semua keahhannya

menyanyi jelas bukan salah satunya.

## claresayane

"Plis, Kak, aku mau nyanyi. Tapi nggak pede sendirian di sana." Padahal ia hanya ingin menjauhkan Rigel dari Sea. Ia tidak mau kalao Rigel kena masa,ah besar hanya karena Sea.

"Aka nggak bisa nyanyi, Star. Kamu tahu itu."

Star meremas lebih erat jemari Rigel. "Hanya temani aku."

Rigel man tidak man tetap mengangkat hokongnya dan berjalan mengikuti Star ke atas panggung. Ia duduk di belakang kursi piano. Mehnat

Star memegang mic dengan gugup.

"Halo semua. thank you udah datang ke acara ulang tahun kami. I really appreciate it!" Star berbicara malu-malu di atas panggung. Ia mengatur napas, melitik Rigel yang sedang menyilangkan tangan di perut, menatapnya begitu lekat. "Aku sebenernya nggak bisa nyanyi. Tapi lagu 1311, sedikit banyak. mencurahkan isi hati aku."

"Cie. " Mereka bersiul-stul penuh semangat. Star terlihat sangat caritik.

Lumpu yang jatuh di atasnya, membuat Star semakin bersuiar.

"Hi Beautiful," Rigel menggumam, tanpa terdengar oleh siapa pun Hanya gerakkan bibir, tetopi Star sudah bisa membacanya dengan jelas. Kemarahan Rigel yang menguasai, perlahan mulai memudar Malaikatnya, bisa dengan baik melumurkannya.

Star berdeham, ketika wajahnya terasa memanas. Ia berbicara dengan kru di belakang panggung sebentar ontuk membernahu lagu apa yang akan dinyanyikan-sambil sesekal, mehrek Rigel yang mengikuti ke mana pun ia

bergerak.

Star kembah menghadap kepada teman temannya, saat musik mulai diputar Lagu I like you so much, You'll know it, adalah yang dipilihnya

Dalam hati, ia sangat ingin pandangannya cuma tertuju pada Rigel.

Hanya dia. Namun, keramaian ini bukanlah tempatnya.

Like your eyes, you look away when you pretend not to care I like the dimples on the corners of the smile that you wear I like you more, the world may know but don't be scared. Coz I'm falling deeper, baby be prepare

Kontan saja seruan langsung menggema di seluruh penjuru ruangan mewah itu. Mereka bertanya tanya, untuk siapa lagu yang dinyanyikannya. Suasana yang semula sangat tenang, jadi begitu heboh. Sedang Rigel, mengulum senyum seraya menatap penampilan Star dalam diam Kalau sudah begini, bagaimana ia bisa berhenti menyayanginya? Star begitu manis, tidak seperti si Kutub Utara itu yang selalu tampak masam dan dingin

Love you every minute, every second
Love you everywhere and any moment
Always and forever I know I can't quit you
Coz baby you're the one, I don't know how

Star menyanyikan bagian reif diiringi oleh suara teman-teman perempuannya Lirikan sesekali dilayangkan pada Rigel dan saat lagu itu berakhir, tepukkan tangan tidak hentinya mengudara memenuhi acara pesta.

Rigel bangkit dari kursi, menghampiri Star dengan senyum terkulum.

Star mendonguk, menatapnya dengan pipi yang bersemu merah

Tubuh tinggi dan atletisnya, senyum yang membingkai di bibit tipis kenierahannya, hidung mancung dengan rahang tegas, membuat Star tidak bisa mengalihkan matanya pada siapa pun saat ini. Rasanya tidak heran jika banyak perempuan yang menggandrungi ketampanannya

"Bagna, Aku suka," Komentar Rigel sangat pelan, nyaris tidak terdengan

"Kemu tehu itu untuk siapa,"

"Nggak, Nggak tahu, Emang untuk siapa?"

Star menyentuh kesal lesmig pipi di ujung bibir Rigel yang terlihat jelas

saat dia menyeringai nakal seperti ito. 'Dasar nyebelin'"

Mereka ti run dan panggung, saling bergandengan tangan. Tidak. Tidak ada yang menaruh tunga. Semua orang memang sudah tahu kalau mereka sedekat ini.

Saat tiba di meja, kedua orang tuanya pun tengah tersenyum usil-meledeki. "Rei, pantau adik kamu tuh. Kayaknya ada cowok yang dia sukai"

Star terkekeh pelan, dan dengan gugup menutupkan rambut coklatnya ke wajah, "Pa, udah ah. Tadi cuma lagu. Buat semua temen-temen aku."

"Nggak apa apa Star. Papa pasti setuju kok. Yang penting dia anaknya baik"

Sea yang mendengar semua percakapan itu, cuma mendesah pelan Dia tidak mengerit bagaimana mereka bisa saling jatuh cinta. Sungguh, ia bahkan tidak tega membuat otaknya berpikir lebih banyak tentang itu

"Sea, kamu juga nyanyi dong. Saya pengin dengar loh. Kamu pintar main gitar, pasti bisa nyanyi!" ucapan Lovely membuat wajah Sea terlihat

bingung.

"Ya...?" Sea gelagapan.

Rigel kembali duduk di kursinya, tanpa menatap Sea. "Dia ngomong aja fals, Ma, nggak usah uneh-aneh" Ia takut Sea malah akan dipermahikan lagi oleh teman temannya.

"Sea bisa bermain piano juga," sambil menyantap hidangan penutup. Rafel menimpali. "Go ahand, Ya. Hanya kamu di sana, anggap saja sedang clarizayani

sendirian."

Ya? Sea maksudnya? Heleh...

"Kalian banyak bertukat obrolan ternyata ya," Rigel menggumam sarkas. Ia juga agak tidak yakin bagaimana bisa dia bermain piano? Bahkan dirinya saja yang pernah ikut les saat SD, lupa cara memainkannya. Maksudnya, dia

cuma gadis desa dan hanya seorang Sea. Apa mungkin?

Mata Sea menatap piano hitam yang berada di atas panggung. Matanya turun, menatap tangannya sendiri. Sudah lebih dari dua tahur lamanya ia tidak pernah mumainkan benda itu. Padahal dulu, setiap malam sebelum tidur, ibunya akan menyuruhnya memainkannya. River Flows in You dan kiss the Rain yang diciptakan oleh Yiruma tanpa bosan akan dimainkan nyaris setiap malam. Dan setelah cukup lama tidak diyakan Sea, mereka kembali asik mengobrol, sebelum geretan kursi terdengar, Rigel menoleh, langsung memegang pergelangan tangannya saat Sea tiba-tiba bangkit sambil menatap ke arah panggung.

"Lo mau ke mana?" Rigel menatap tidak percaya, menggeleng kecil-

"Jangan Jika lo nggak yakin, jangan ke sana."

Sea menepis tangan Rigel. Tanpu anas kaku, ia melewah semua orang dan

tekas naik ke atas panggung.

"Cie, Sea, Jacob e eta juga ya " Sestiai dugaan, cicitan sarat ledekkan suara teman-teman Rigel langsung terdengar saat Sea mengempaskan bokongnya di kursi piano. Indak Sea huaukan, suata mereka seolah terdengar samar di temaganya Matanya tidak melihat ke mana pun kecuali menunduk—meraba setiap bagian tuta piano dengan jemarinya.

"Ma. kalau Sea dipermalukan seperti tadi, itu salah Mama!" dengkus

Rigel, jengah senduri mendengar yang lain mulai menertawakan

Sedang Rafel, dia memutar bangku sepenuhnya ke arah panggung,

menasap Sea yang berada di depan alat musik kesukaannya.

Alunan nada piano mulai dengan tenang merasuki indra pendengaran. Berbeda dengan Star yang membawakan lagu ceria, apa yang sekarang dimainkan Sea terdengar pelan dan menenangkan. Suara tawa dan cemonh, perlahan menghilang, ikut tenggelam dalam indahnya melodi yang menyelinap diam-diam.

Hanya Rindu— Andmesh, hampir semua orang sudah tahu lagu itu.

Saat Ku Sendiri, kulihat foto dan video Bersamamu yang tlah lama kusimpan Hancur hati ini melihat semua gambar diri Yang tak bisa, kuulang kembali Kumgin saat ini, engkau ada di sini

#### Tertawa bersamaku, seperti dulu lagi Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah Bukannya duri ini tak terima kenyataan Hati Ini Hanya Rindu

Tidak ada satu pun yang bersuara Semua tamu fokus kepada setapi lantunan bait kalimatnya yang terdengar menyayat. Suara Sea yang serak, berpadu dengan baik pada setiap ketukkan melodi piano yang kitu muai duringi oleh band

Mata Sea berkaca-kaca. Seolah ia hanya sendiri saja di sana, seperti apa yang selalu dirasakannya meski berada di tengah semua orang. Ia hanya ingin berbicara pada ibunya, dan lewat lagu ini, ia tahu ia bisa sedikit saja

mengeluhkan segala kerinduannya.

Rasunya seperti baru kematin aku mehhatmu Menikmati lembutnya semutuanmu. Merasakan hangatnya pelukanmu. Bersandar nyaman dalam bualanmu. Sebelum . kamu pergi meninggalkanku Damai di sana, bersama luhan yang lebih menyayanguny, dibanding tinggal sedikit lebih lama di sampingku.

I miss you. Islang sekah saja, peluk aku Sekah lagi, aku ingin kau datang menyalurkan kehatanganmu. Mereka hanya tahu aku berhati batu. Tapi, tidak

sungguh mau mengerti bahwa aku hanya rindir.Padamu Ibu ...

Air mata Sea benar-benar terjatuli, membasahi pipinya. Sea tahu, ia barus menerima hukum pasti bahwa, seinua yang hidup pasti akan mati. Tapi, ia berharap hukum itu tidak mengainbil ibunya lebih dulu Kadang, ia hanya ingin berhenti. Berhenti dari segalanya, Bahkan untuk sekadat bersinggungan dengan udara, tasanya melelahkan

Rigel tanpa sadar bangkit dari kursi, untuk memastikan bahwa dia baisha k saja. Apa gadis yang selama ini sedingin es itu benar-benar menangis? Dia bisa menangis juga? Ia pikir air mata tidak pernah ada dalam kamus

seorang Sea.

Musik mula, menghilang, hening mulai memudar, saat semula stara cemoohan, kini berganti dengan tepukkan tangan. Sea turun dari panggung, mengusap hobis air matanya. Sejenak, ia memandang Lovely yang sedang tersenyum haru, kemudian beliau mengacungkan dua ibu jaru.

"Saya permisi dulu," mengangguk sedikit, Sea langsung berlalu dari sana—membelah kerumunan tamu yang masih kagum dengan

penampilannya

Rafel tidak menunggu lama, ikut menyusulnya.

"Fel .. Rafeli" Laura memanggil bernlang kali, tetapi tidak sama sekali dia hiraukan.

## claresayani

Ada sesuatu yang tidak Rigel ketahui tentang mereka. Bukan. Bukan sekadar cinta satu malam seperti yang dipikirkannya. Lebih dari itu, mereka sudah saling mengenal jauh sebelum dirinya mengenal Sea

"Nggak nyangka, ternyata suara Sea bagus!" seru Star "Ma, aku jadi

pengin les piano lagi."

"Halah kamu. Dulu kenapa ikutan berhenti kayak Kakak kamu?"

"Sekarang mau...!"

\*\*\*

Rafel mengejar Sea, ia menarik tangannya dan dalam satu entakkan, tubuh Sea telah tenggelam dalam pelukkannya. Sea tidak membalas, tetapi dia juga tidak menolak saat dekapan itu kian mengerat di tubuhnya.

"Kak, aku hanya ingin pulang. Pulang ke mana Mama berada!"

"Tidak, Sea. Aku tidak akan semudah itu melepaskanmu!" Rafel menggeleng keras, mengecup puncak kepala Sea dengan perasaan yang sulit dyelaskan. "Aku tidak ingin lagi kebulangan. Tolong, jangan pergi ke manamana,"

Di antara sekat dinding, Rigel menatap mereka berdua yang tengah berpelukan Begitu erat, seolah sedang mencari sebuah penopang. Benar, Mereka bukan cuma sebatas orang asing yang bertemu tanpa sengaja. Ada masa lalu yang pernah mengikat keduanya entah apa



Rafel tahu Rigel berada di balik dinding, melihat mereka berpelukan. Tidak, Hanya dirinya lah yang memeluk Sea. Perempuan itu tidak sama sekali membalas peluknya. Tidak lama, bocah itu pergi setelah mengacungkan jari tengahnya tinggi-tinggi padanya saat momen mengintipnya ternyata diketahui. Si kekanakan itu benar-benar tidak tahu tata-krama!

Rafel menguratkan pelukan, menyentuh pipi Sea yang terasa dingin. Air mata itu sudah mengering, meninggalkan jejaknya yang telah lenyap tertiup angin. Tidak banyak yang berubah selama dua tahun ini. Mata bulat dengan tatapan hampa, bibir tipis yang jarang digunakan untuk bicara, dan ekspresi kosong seolah jiwa tidak benar-benar ada di tubuhnya. Dan satu lagi, kelemahan Sea masih tetap ibunya. Dia hanya akan menangis untuk behau yang telah tenang di sisi Sang Pencipta. Bahkan ketika ayahnya meringsekkan tubuh kecil Sea hingga darah berceceran ke mana mana, air mata tidak pernah keluar membasahi pipinya.

Rafel menatap kekosongan pandangan itu. Sea tidak pantas untuk menangisi sesuatu yang telah dia bunuh. Dia yang melakukannya. Dia yang menghilangkan nyawanya. Tidak peduli seberapa banyak dia menangis untuk ibunya, keadaan tetap tidak lantas membaik. Kerusakan yang telah dis sebabkan menjadi satu kehancuran besar. Luka itu bahkan masih menganga,

dan Rafel masih kesulitan untuk menerimanya.

"Kamu berharap aku bilang begitu, kan?"

Sea mengerjap melihat seringai Rafel kini terpasang di bibirnya Ta lupa, bahwa lelaki itu bagaikan iblis berwujud manusia. Dia berbahaya Dia sangat membencinya. Sea tidak seharusnya berada di dekatnya.

Dengan cepat, Sea mundur dari rengkuhannya, tetapi Rafel

mencengkeram pinggang Sea cukup kencang.

## clarizayanı

"Nyawamu tidak akan pernah cukup untuk menebus semua kehilangan yang kamu sebabkan untuk keluargaku Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah, Sea."

Semua kelembutan Rafel terkikis. Lenyap tak herbekas, meninggalkan

tatapan penuh intimidasi.

"Jika aku ingin kamu mati dengan mudah, untuk apa aku menghentikan ayahku memukul mu? Dia akan dengan senang hati menghabisimu. Kita

berdua tahu itu."

Tahu. Sangat tahu. Sea bahkan tidak lagi mengenalinya. Lidahnya bahkan tidak lagi mampu memanggil sosok itu sebagai Avah. Bahkan dalam mimpinya. Sea bisa merasakan setiap entakkan dari pukulannya yang membabi-buta.

"Kamu tidak perlu melakukannya."

Ratel menangkup wajah Sea, berbicara tepat di depan wajahnya.
"Perlu Tentu saja perlu. Teriakkan minta tolong ibuku masih terngiong jelas di telingaku dan tidak ada yang biso aku lakukan saat itu. Dia tidak mati dengan mudah. Kamu membuat kematiannya teramat mengerikan!"

Wajah Sea memerah, saat cengkeraman Rafel di sana seakan hendak meremukkan tengkoraknya. Rafel melepaskan, melihat bibir Sea kian memucat menahan sakit, la mengatur napas, menetralkan amarah dari kilasan ingatan dua tahun silain.

"Aku ingin kamu berhenti dari sini. Di sana jelas bukan tempat kainu,

Dua anak manja itu hanya menganggap kamu sampah!"

Andai Sea punya tujuan pasti, ia pun tidak ingin di sini Ia ingin pergi sejauh mungkan dari tempat ini. Dari semua orang yang tidak menganggapnya Dari semua orang yang hanya memberinya luka

"Aku tidak akan pergi ke mana-mana."

\*Dan akan terus menjadi sampah mereka?!\* Rafel menggeram.

"Sampah .," Sea menjeda, "sepertinya benar"

"Ya, apa yang kamat inginkan sebenarnya? Aku sudah mengesampingkan tasa benciku agar kamu memiliki kehidupan yang lebih layak. Sampal kapan kamu akan menjadi manusia tanpa tujuan?"

"Sampai Tunan berkata, waktunya pulang." Dia berujar dengan nada

pelan, membuat rahang Rafel mengetat dan terbakar api kemarahan

Ia mendorong bahu Sea. Murka dengan sifat keras kepalanya. Seketika, tuhuh keci, itu terhempas ke lantai. Tidak. Bukan itu niat Rafel Hanya saja, sulit untuk mengontrol amarahnya ketika dihadapkan dengan perempuan yang selahi menjadi alasan kegilaannya. Rafel membungkuk, hendak kembali membantu membangunkannya. Namun, Sea sudah bangkit sebelum ia herhasil menjangkaunya. Selalu tampak baik baik saja. Terlihat kuat bahkan

setelah dunyak berulang kali oleh kehidupan yang tak lagi bersahabat dengannya.

"Maaf Aku ...,"

"Aku tidak apa-apa," Sea menggumam. "Aku baik-baik saja."

"Sea, aku hanya bingung bagaimana caranya melihatma tanpa

mengingat ibuku!" Rafel mengacak dengan kasar rambutnya.

Rafel berusaha menjelaskan tetapi Sea tidak peduli penjelasan apa pun yang dikatakan. Ia tidak peduli lagi jika harus dibenci bahkan disakiti. Peda akhirnya, ia harus bertahan sendiri. Kebaikan Rafel bukan sesuatu yang bisa ia genggain lebih lama. Seperti air yang mengalir dari cengkeraman jemar Sebanyak apa pun memenuhi tangan, akan hilang kecuali menyisakan cangkang jika ia tidak hati-hati.

Sea mendongak, menatapnya. "Jangan berpura-pura baik lagi seperti tadi. Tetap seperti an, agar aku yakin bahwa keluargamu bukan lagi menjadi

bagian dariku"

Entah mengapa, sakit rasanya saat mendengar Sea mengatakan itu Seharusnya, tidak nukan? Itu keinginan yang selama dua tahun ini ayahnya harupkan. Menendang Sea jauh sauh dari keluarganya

"Coba saja jika kamu bisa!" pandangan Rafel menajam penuh ancaman

"dafelt"

Panggilan Laura menggema. Rafel menoleh, melihat dia menghampiri cepat dengan tatapan marah.

"Lau "

Plak...

Laura menampar pipi Sea hingga dia kembali nyaris terjatuh "Berhenti

mengganggu calon tunanganku! Untuk apa kamu berada di sim?!"

Rafel membulatkan mata, menarik tangan Laura dengan kencang dan menjauhkan dalam satu entakkan Ia menyandarkan ke dinding, dengan spontan mencekik lehernya.

"Kamu pikir apa yang sedang kamu lakukan?!" suara Rafel terdengar

rendah, tetapi tangannya seolah siap mematahkan batang lebernya.

Laura menahan tangan Rafel, sedikit meringis. "Aku ... aku sudah berusaha sabat Aku sudah berusaha memendam kekesalanku terhadapnya. Tapi, kamu mempermalukanku di hadapan semua orang. Kamu bilang kamu membencinya! Kamu bilang dia bukan siapa-siapa kecuali anak haram dari pembantumu. Untuk apa kamu terus mendekatinya?!"

Napas Sea tercekat, menelan saliva susah payah. Sudut bibirnya kembali robek mengeluarkan darah karena mutiara dari cincin yang digunakan Laura. Sekali lagi, ia terluka untuk kesalahan yang tidak dilakukannya. Bahkan saat

ia tidak melakukan apa apa, seorang Sea tetaplah salah.

claresayani

"Pel, jika kamu tidak menginginkan hubungan ini, aku akan piembatalkan. Aku sudah lelah jadi orang yang terus mengejar!"

"Laura, kamu bicara apa?! Jangan bercanda." Rafel melepaskan pitingan

di lehernya.

"Kenapa?" Laura tersenyum licik, "Takut?"

Rafel tidak mungkin bisa membatalkannya. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan ayahnya jika dia tahu ia mengacaukan segalanya saat ini karena Sea.

"Kita tidak bisa membatalkannya!"

Ucapan singkat Rafel membuat Laura berada di atas angin

"Kalau begitu, tinggalkan dia sekarang juga. Atau, aku akan menelepun ayahmu dan memberitahunya siapa dalang dari kehancuran hubungan kita!" Dia berlenggang melewati Sea dengan percaya diri, tanpa menunggu jawaban dari Rafel.

Rafel menggetam, memnju dinding, "Sialan, Laura! Sialan!"

Rafel menatap Sea yang tengah menunduk, satu sisi wajahnya memerah bekas tamparan kekasihnya. Sea tidak mengatakan apa pun, membisu di sana menerima segalanya tanpa melakukan pembelaan

"Benar, Sea Aku membenemu lebih dari apa pun di dunia ini." Rafel menegaskan, tanpa melepaskan pandangan. "Itu kenapa aku melakukannya,

agar kumu hancur tak bersisa. Agar kita hancur sama-sama!"

Sta tetap bergeming, tangkunya yang bergetar mengepal. Dulu, Rafel pernah mentadi sosok yang sangat dikagumunya Berprestasi, baik dalam bela dati, begitu melindunginya dari semua orang yang membuli. Dia Kakak yang sempurna, sosok yang ia kagumi yang nyaris tanpa cela, sosok yang sangat ia percaya. Butuh waktu lama menerima kenyataan, bahwa lelaki itu teramat membencinya. Dan saat dia henar-benar menegaskan ke dalam kata, tasanya segores luka itu kembali terasa.

Rafel tersenyum pahit, membuang muka ke arah dimana I aura tertelan oleh jarak. Membisu untuk beberapa saat, sebelum matanya kembali jatuh

pada Sea, menatapnya lekat-lekat

"Tapi , yang mereka tidak tahu, aku juga mencintamu, lebih dan siapa pun di dunia ini" jakunnya turun naik, menelan saliva susah payah, "Aku melakukannya, karena aku mencintamu." Setelah mengatakan itu, Rafel pun melewati Sea, meninggalkannya dalam kegamangan yang sangat sulit untuk ia satukan.

Selepas kepergiannya, tubuh Sea ambruk ke lantai, kehilangan tenaga

setelah cukup lama berpura-pura kuat menghadapi semua orang

Rigel masuk ke dalam tempat acara. Suasana yang semula terang, kini berbanding terbalik dari sebelum ia meninggalkan pestanya Kenap kerlip lampu dan entakkan musik yang memekakan gendang telinga mengisi setian

penjaru mangan.

Star duduk di dekat panggung, dikerumuni oleh teman temannyatampak asing dengan situasi mi. Dia terlihat tidak nyaman berada di tengah keramatan yang kian menggila. Butakkan musik DJ membuat hak liuk lubuh teman temannya yang terkenal urakkan berjoget seperti setan yang baru dilepaskan dari dalam neraka sambil memegang hotol minuman dan diangkat unggi-tunggi.

Rigel menghela langkah panjang ke arahnya. Tidak sedikit pula yeng

terus menacik lengannya mengajak berdansu bersama.

"Ret, sama aku ya spend the mght nya!"

Teptsan demi teptsan dingin diberikan. Lidak ada satu pun yang dibalas ajakannya oleh Rigel. Para wanita itu diabaikan. Bukan hal anch. Semua orang tahu Rigel sedingin dan sesialan itu. Padahul dia juga bukan malaikat tanpa dosa yang tidak pernah bercinta.

Seet melthat Rigel, bibit Star languing tersenyum lebar. Die membelahkerumunan teman temannya dan menghampiri cepat—sedikit susah payah

garena gerakkan menggila dari yang lain.

"Kak, kok lama banget dan kamar mandinya?" Ia ngos-ngosan, "Kak,

mereka jogetnya ngeri banget ya,"

"Mama sama Papa udah milang dari tadi?" Rigel tidak menjawah pertanyaan Star, ia melepaskan jasnya dan melingkarkan di bahu Star yang terbuka.

"Lumayan lama." Ia mencantelkan tangan di lengannya, "Kata Mama nggak boseh minum."

Rigel mengangguk, "Iya. Kamu nggak boleh minum."

"Kak Rei juga!" Star cemberut. "Aku kan emang nggak minum."

Rigel melarikan pandangan pada yang lain. "Tadi pada kayak malaikat," la mendecak, lalu menatap Star khawatir. "Kamu pulang aja deh, ya Mereka

udah pada mabok. Mereka suka sinting kalau kebanyakan minum"

"Ghina sama Asex nggak minum kok. Meteka cuma ikutan joget aja-Hanya sedikit berisik, but it's fine. Musiknya enak." Star menarik tangan Rigel ke tengah ruangan bergabung bersama semua orang. "Lagian ada kamu di sini, apa yang bisa terjadi sama aku. Nggak ada yang berani, tahu."

Kak, aku juga pengin terbiasa dengan kehidupan kamu Kamu pikit tadi aku nggak lihat mereka sentuh-sentuh bisep kamu ngajakin Joget? Kalau aku nggak ada, nanti kamu malah aneh aneh"

## clasisayani

"Ceritanya jadi *bodyguard* nih?" Rigel menyentil dahinya. "Kehidupanku yang seperti itu, Jangan dukuti, Star. Tetap jadi diri kamu sendiri, nggak perhi ikut nakal kayak aku."

Star mengaduh, "Sakit tahu!"

"Sentil dikit aja sakit," ledeknya. "Mantel kamu di mana? Biar nanti diketin ke pinggang aja."

"Kak, yang bener aja sih," gerutu Star "Ada di mobil"

"Aku ambilin dulu ke mobil. Kamu duduk aja sama Ghina." Rigel menarik tangan Star dan menuntunnya ke sana. "Ghin, tunggulu adik

kesayangan gue ya Laporin kalan ada yang anch-anch."

Ghina yang gugup di hadapan Rigel, langsung mengangguk. Bahkan cuma dipanggil namanya saja sudah kesulitan mengatur napas, Bucin sekali memang. Rasanya seperti dapat durian rumuh kalau bisa mendapatkan incaran banyak siswi di sekolah. Walaupun terkenal sangat nakal dan berandalan, tetapi Rigel juga sangat pintar Kapten basket, pernah menjuaran banyak somba bela diri, juara Olimpiade Matematika International, bahkan disegant oleh kebanyakan siswa. Ditambah lagi keluarganya kaya raya dan berwajah tampan dengan postur tabuh bak model. Jadi, umbang menurut mereka. Jika Rigel tidak memiliki prestasi apa-apa, mungkin sudah sejak lama dia ditendang dari sekolah.

Tapi sayangnya, dia begitu suhi tergapai. Tidak pernah sekal, pun Ghina mendengar. Rigeli berkencan dengan siswi satu sekolah. Padahal banyak kabar burung yang mengatakan kalau kehidupannya liar dan dewasa di luar sana. Eutah suluah berapa hanyak siswi yang memberanikan diri mengakui perasuatnya, berakhir ditolak. Bahkan yang sekai dan popular, Rigel tampak tidak tertarik. Contohnya yang sedari tadi mengajaknya berjoget sepanjang jalan, merekal semua cantik cantik. Kecuali sifat temperamennya yang terkenal busuk. Bandalah mengajaknya berjoget sepanjang terkenal busuk.

terkenal huruk, Rigel adalah sosok yang nyaris sempurna

"Star, tipe Kakak lo sebenaraya kayak gimana sih? Susah banget ya deketir, dia," keloh Ghina, mengembuskan napas panjang sambil menatap punggung tegap Rigel yang klan menghilang. "Otot punggungnya aja sampe nyeplak gitu di balik kemeja. Perutnya pasti kotak kotak ya?"

Star tersenyum malu-malu dengan binar hangat yang menjalari wajah.

"Mupeng banget muka kamu."

"Badan Kak Rei itu nggak kayak cowok seumuran dia. Banyak yang bilang salau dia juga udah berpengalaman. Itu bener nggak sih?"

Air muka Star seketika berubah masam, "Nggak tahu"

"Dia suka cewek yang lebih berpengalaman juga kali ya? Tadi cewek cantik da juga, kelihatan udah dewasa."

lya, Rigel benar-benar brengsek. Dia bahkan pernah tidur dengan

perempuan tadi. Rigel memang sepertinya suka tipe tipe yang seperti itu. Dewasa, seksi, dan cantik.

"Ih, kok diem? Dia pernah cerita nggak tentang kehidupannya?"

Star malas menyahuti. Begindah saat teman-temannya membicarakan Rigel, sementara ia harus menahan kesal karena omongan mereka yang terlampan vulgar mengenai kehidupan dewasa ... kekasihnya.

444

Rigel keluar dari *ballroom* hotel menuju parkiran mobil untuk mengambil mantel Star

"Ternyata benar lo ngadain acara ultah di sim," decihan di belakang

punggung Rigel terdengar.

la sangat hapal suara itu. Tetap mengabaikan, Rigel melinjulkan

langkah.

"Selamat ulang tahun kami ucapkan Semoga cepat mati, kita kan doakan" Tepukkan itu terus mengikuti, tawa mereka bersahutan di belakangnya. Rigel tidak tahu berapa banyak kunyuk-kunyuk itu Untuk kaji mi, ia malas mengikuti permaman mereka.

"Fuck off. Gue lagi males ngmjek taik!" sahut Rigel pelan Saat Rigel membuka mobil dan membungkuk untuk mengambil mantel Star yang diletakkan di jok penumpang, kepalanya ditoyor ke depan, membuai

tangannya langsung terkepal keras.

"Kalau orang yang lebih tua ngomong, lihat matanya, goblok!"

"Eh, guys, udan denger belum kalo dia suka sama adenya sendiri? Katanya, Rigel macarin kembarannya. Gue pernah bilang mau ngeseks sama..."

Rigel berbalik, dan hanya dalam hitungan detik, lelaki itu telah terserit jauh ke belakang dan terhempas menuhruk mobil lain. Tendangan Rigel melayang ke dadanya dengan kencang. Ia menghampiri mereka yang berjumlah lana orang, sedang mereka tengah membantu membangunkan Randy yang sedang meringis kesakitan.

"Apa? Coba ulang? Tadi lo ngomong apa?"

"Sialan lo! Gue..."

Kaki Rigel berputar di udara dan tendangan dengan keras melayang <sup>[25]</sup> ke wajahnya sebelum sempat terselesarkan. Randy terpental, ketiga temanaya maju membantu,

"Kalian nggak ada kapok kapoknya nyari masalah sama gue!" Rige mencekik orang yang berlam hendak menghajar, kemudian mendorongnya kasar

Salah satu teman yang lain berlari masuk ke dalam, selang satu menik

## clarisagane

sekitar tujuh orang lagi datang menghampiri tempat kejadian.

Rigel tertawa garing sambil memijit pangkal hidungnya. Total duabelas orang, kini mengehlinginya. Randi yang sudah babak belur sebelum sempat bertempur, tertawa meledek.

"Kasth pelajaran sama si stalan itu! Bungkam mulut sialan dia!"

"Pengecut! Satu-satu, jing, jangan kayak banci" Rigel meludah ke

samping "Pake rok, datang lagi ke sini kalau mau rame-rame gini."

"Halah, bacot!" Mereka semua langsung menyerangnya, dan jelas Rigel kewalahan Ia ambruk dan terhempas ke paving block, terbatuk-batuk dengan darah kental yang kehiar dan mulutnya saat salah satu dari mereka berhasil menendangnya.

"Yah, katanya jagoan. Ayo bang— Anjing!" Lelaki yang tadi meledeki,

terhempas keras tidak jauh dari Rigel.

"Emang seharusnya kalian semua pake rok." Sea berdiri di sana setelah tendangan telah yang dicampakkan pada kepalanya mengudara.

Rigel membelalak, melihat Sea berdiri di sana-dengan gaun pink

mudanya. Tangamnya terkepal, siap menghajar mereka.

Empat dan lelaki itu mengehlingi Sea, terlibat dalam pertengkaran hebat hingga kedua telaki berhasil dikalahkan. Rigel bangkit, menendang dua orang yang menyerang Sea dari helakang. Dan saat beberapa mulai terjatuh Sea dan R gel dikampulkan di tengah, mereka semua mengangkat tinjunya Wajah Rigel maupun Sea telah babak belur, pun dengan lawannya.

"Lo ngapain ikutan?!" Rigel menggerom kesal.

Tadır ya Sea tidak ingin ikutan. Berniat mencari penjaga keamanan tetapi terlalu jauh kalau harus ke pos depan dulu. Ia takut Rigel sudah habis oleh mereka semua

"Sekarang, saya menyesal!" Sea berjalan cepat dan mene idang dada

lelaki yang ada di hadapannya.

Salah satu dan mereka mengeluarkan pisau lipat. Dia menghampiri Rigel, tetapi dan belakang Sea berlari ke arahnya, mencekal pergelangan tangan itu dan memutarnya hingga pisau berhasil dijatuhkan

"Kalau Anda mau mati, silakan lawan mereka semua" Sea mendesis,

sambil meiawan.

"Apa<sup>2</sup>!" Rigel kena tonjok berulang kali, tetapi tidak terlatu keras Kebanyakan dari mereka sangat payah dalam beladiri. Cuma dua tiga saja yang benar benar keras.

"Kabur!" Sea menarik tangan Rigel, membawanya berlari ke arah luar

"Nggak mau! Lo mau gue diketawam sampe neraka sama mereka?"

Sea menghempaskan tangan Rigei. "Terserah!"

Rigel menatap ke belakang, lawannya sudah siap dengan kedua

tonjoknya walau wajah mereka tidak kalah bonyok. Tenaganya juga sudah kewalahan harus menghadapi mereka semua. "Sialan!" Dia pun ikut berlari. balas menarik tungan Sea ke arah jalan. "Bego! Ngapain lo ninggalin gue?"

"Katanya nggak mau ikut tadi!"

Rigel tidak peduli jika sekarang ia ditertawakan. Wajah Sea terluka parah, berdarah pada pelipis dan bibirnya. Mungkin ia masih bisa mengalahkan sebagian dari mereka, tetapi membiarkan orang yang menulong bahak belur tenpa bertanggung sawab, itu tidak akan membuatnya tenang.

Mereka bertarian ke arah jalan raya, sebagian dari lawannya mengejar tertatih tatih. Satpam yang berada di depan malah kebingungan, baru menyadan kalau di dalam ada perkelahian. Rigel mengeratkan genggaman, Sea pun demikian. Penampilan mereka sudah berantakan, mengejar bus di depan dan langsung menaikanya saat sang sopir menghentikan

"Jalan, Pak, jalan" Bersamaan, mereka berseru pada 81 sop.r.

Saat bus telah dilajukan, baru keduanya bisa menghela napas terang. Sea duduk di jok paling belakang, dukuti Rigel yang duduk di seberangnya. Die menyandarkan punggung ke jok, memejarakan mata dengan dada turun naik mengatur napas. Rigel menatap perempuan itu yang kini terluka parah garena menolongnya ta pilon sa Laut iru sudah kembali bersenang-senang dengan lelak, asing itu setelah ocara berpelukan yang ia lihat di keriderhold.

"Lo ngapain sih sok bantum gue segala?" Rigel berucap sambil menyeka

darah Sea di sudut bibir yang hampit menetes.

Sea mencekal lengan Rigel, menyingkirkannya. Ia membuka mata,

"Sama sama," sarkas Sea, membuat Rigel mendengkus tersindir.

"Iya, iya. Makasili" ketusnya "Makasih udah menyarankan gue kabur dari medan perang. Apa bedanya sekarang gue sama mereka? Sama sama pengecut."

Sea memilih tidak menjawah, membuang muka ke arah jalan raya sambil menyandarkan kepala ke jendela bus menatap lampu lampu taman

yang berderet di sepanjang jalan.

Dalam diam, Rigel memerhatikan penampilan Sea Rambut pendeknyt berantakan dan basah oleh keringat yang berserakan di leher, gaumnya kolof di banyak tempat kedua lututnya memar dan berdarah, siku pun demikian Dan wajahnya tidak perlu dipertanyakan. Satu hal lagi, Sea memang terbilang mahir daiam bela diri. Mungkin benar jika lebam yang dia dapatkan, akibil dari latikan fisik yang dilakukan bersama gurunya sesusi kata Rion tadi sere d. rumeh.

"Pak, berhenti di Apotek lampu merah ya," Rigel menarik tangan Ses. membawanya keluar dari bus setelah menyerahkan ongkos

Di daiam Apotek, Rigel membeli banyak obat serta air mineral. Dis ke

clarifagani

Juar menghampiri Sea yang duduk di rumput taman sambil memerhatikan pejalan kaki yang lalu-lalang membeli jajanan kaki lima. Ia bahkan baru tahu kalau di sini ada semacam pasar malam yang menjual beraneka makanan pinggir jalan.

"Nih, obati,"

Rigel menjatuhkan kantung obat itu di paha Sea yang terlipat Ia menghempaskan bokong di sampingnya, kemudian mencuci wajahnya menggunakan air itu

"Awas aja kalau ketemu lagi, gue bikin gepeng kepala mereka semual"

desis Rigel sambil membersihkan lukanya.

Rigel selesai, menoleh pada Sea. Mata Sea tetap tidak bergerak dari semua orang itu yang sedang mencacapi jajanan. Ada juga pengamen yang

datang ke settap pembeli yang berkumpul.

"Narti gue behin Lo bersihm dulu lukanya takut infeksi." Sea tetap tidak bergerak, sehingga Rigel bermaiatif sendiri merapikan rambutnya yang berantakan, niatnya membantu mengikat. Baru kali ini seumur hidup, ia harus mengobati seorang perempuan akibat terlibat perkelahian. Entah gadis macam apa si Laut ini.

Namun. Sea mencegah dan menjauhkan wajahnya. "Saya bisa,"

Rigel mengangkat kedua tangan, "Oke Oke Terserah"

Sea membuka bungkus obat, meraba pipi dan keningnya untuk mengoleskan salep. Rigel segera mengambil alih dengan gregetan, membalik wajah Sea agar menghadapnya.

"Sinigue bantu!" Sea tidak lagimelawan membiarkan Rigel mengoleskan

obat itu ke wajahnya yang terluka

Tatapan Rigel terkunci dengan matanya, tangannya berhenti mengobat.

"Apa?" Sea mengernyil samar, jengah diperhatikan.

Rigel menyeringar, "Kalau dirihat-lihat, lo ternyata nggas jelek jelek amat."

bea mendorong dada Rigel, bergerak memberi tubuh mereka jarak. Ia merampas obat salep itu dari tangannya dan memilih mengubatanya sendiri mesai agak susah.

"Nggak jelok-jelek amat bukan berarti cantik. Jangan kegeeran ya," cicit

Rigel lagi.

Sea tidak menjawah. Sama sekah tidak penting.

"Lo mau gue belan apa? Gue mau ke minimarket depan."

Sea yang mendahulumya, berjalan ke arah gerobak empek-empek dan tahu mercon

"Lo lapar beneran ternyata?" Rigel tersenyum, menyusul Sea dan berdiri

dı sampıngnya.

"Mas, satu porsi," pesan Sea pada penjual empek empek, lalu berbalik

pada penjual tahu. "Enam ya."

"Dua porsi," Rigel ikut memesan, walau ia tidak pernah makar empekempek di pinggit jalan seperti ini. "Aku juga mau tahu. Tambah empat lagi

Setelah selesar penjual makanan itu memberikannya,

Sea tersenyum tipus, "Terima kasıh."

Rigel berdecih. "Gue yang bayar, dia yang lo senyumin. Seharusnya lo bilang makasihnya sama guei" Dia tidak terima dan berjalan mendahulunya,

Sea tidak berkata apa apa, duduk bersila di atas rumput tanpa alas apa pun Membuka mulutnya pelan pelan, ia melahap semua makanan itu.

"Rasa empek-empeknya kok kayak gini? Nggak kerasa ikan sama sekali;"

protes Rigel, fidak melanjutkan makan.

Sea tidak peduli, ia menyeruput kuahnya hingga tidak bersisa.

"Gue pikir lo nggak doyan makan," decaknya kagum, sedang ta tadak melamutkan makannya, memilih menyantap tahu mercon yang rasanya ternyata lumayan. "Pedes, tapi enak," lantas melinik Sea, tersenyum usil. "Kayak mulut lo, Ut Pedes, tapi nancep"

Desau angin, adalah jawaban dari Sea. Mereke duduk beralaskan ru aput bersama anak-anak muda hingga yang tuo di dekat taman sambil menyantap makanan pasar malam. Selesainya, Sea merebahkan din, menatap langk

malam yang cuma didampingi satu bintang.

Banyak sekali orang orang yang menatap Rigel sengaja duduk berdekatan dengan mereka untuk menarik perhatsannya. Caper, mengobrol dengan suara keras, atau cekikikan seperti kunti sambil melirik-lirik.

Rigel ikut merebahkan diri di sampingnya, menatap bulan yang terihat

penuh malam ini.

"Terakhir kali gue kayak gimi, pas sama Star setelah berantem juga sama si kunyuk itu."

Ramai, tetapi bukan sahutan dari Sea.

"Sea, dia siapa lo?" Rigel bertanya lagi.

Sea tidak menjawah, tetap menatap langit

sama dia lebih dari partner satu malam, kan?"

Sea malah memejamkan mata, tak acuh mendengar pertanyaan tidak penting Rigel.

Rigel mendengkus kesal. "Ya terserah deh kalau lo nggak man jawal. Gue pasti bisa tahu siapa elo dan dia di masa lalu. Uang bisa melakukannya."

Sea tiba-tiba menoleh padanya. "Kalau begitu, untuk spa bertanya!" Rigel mengerjap, "Sea ... sesama mamusia itu harus komunikasi. Nanya

## claresayane

sama lo kan gratis."

5ea kembah menatap langit. Majikan nggak pantas mendapat info apa

pun tentang kehidupan pribadi pembantu."

"Lo nyındir gue? Terserah kalan lu nggak jawab. Gue nggak maksa. Bayar orang buat nyan tahu tentang kahan juga nggak apa-apa. Nggak akan buat keluarga gue miskin,"

"Kenapa Anda begitu berisik," Sea menggumam.

"Sjapa?" Rigel mengangkat kepala, lalu menunjuk diri sendir., "Gue? Kapan gue berisik?!"

"Darı tadi."

Mengembuskan napas kasar, Rigel akharnya diam. Dan saat kembali hening, ia merogoh ponselnya yang bergetar di saku celana Panggilan Star berulang kalı masuk ke ponsel, dan haru terasa sekarang. Dia memilih mensich untük mengangkat panggdan.

"Kak, halo Kuk? Kak Rei di mana sekarang?" Star bertanya panik.

Rigel mencentakan semua kejadiannya dan di mana dirinya sekarang.

"Terus konatu Kakak gimana" suara Star terdengar khawatir setengah matı.

"Aku nggak apa-apa. Tadi aku juga udah telepon sopir sama *budyguard* rumah untuk jemput kamu. Awas ya, jangan ke mana-mana, Tetap sama Ghina, kalau bisa kidhar aja den sana tunggu di lobi. Sebentai lagi pasti sampe. Soalnya udah dari tadi."

"Kak, aku jemput ya?"

Rigel menoleti ke arah Sea, dia masih tenang bersama duntanya. Dasar a aneh menyeba,kan!

"Nggak usah. Sebentar lagi juga aku pulang. Bantu bilang ke mama ya, Sayang, Love you!"

"I love you too. Please take care, Baby" Suara Star terdengar berbisik, mungkin katena tengah berada di dekat temannya.

Rigel tersenyum sambil mengangguk. "Bya. Aku tutup ya." Sambungan

terputus. Rigel memasukkan ponsel ke dalam saku celana.

Saat akan berjalan ke arah Sea, ia melihat penjual roti bakar Rigel berjalan ke sana dan memesannya, membawakan pada Sea

"Sea, gue bawain-" suara Rigel melayang di udara, saat melihat Sea menutup mata dengan deru napas yang teratur-tampak pulas dalam klapuya,

Seriusan, dia bisa tidur di tempat seperti ini?

Rigel kembali duduk di sampingnya pelan pelan agai tidak membangunkan. Menatap wajah Sea yang terlihat pulas, ia mengambil salep dan dengan hati-hati mengobati lukanya.

"Sea, lo aneh banget sih," Rigel menggumam, nyaris tak terdengar. Setelah selesal, ia menatap wajah Sea. Cukup lama, ia memerhatikannya

"Sea, gue minta maaf." Pelan, ia mengucapkan apa yang belum sempat diutarakan. Rigel meraih bungkus roti panggang, meletakkan ke dekat tubuhnya. "Gue tadinya mau ngasih lo potongan cake, tapi malah jadi malapetaka buat lo."

Dan di detik itu pula, mata Sea malah terbuka. Pandangan datar seperti

biasa, tersorot dari sepasang netranya.

Rigel berjengkit kaget. Dengan cepat, ia meletakkan bungkus roti itu ke dada Sea, "Buat lo!" lalu bangkit, kocar-kacır menjauh darınya,



Sea menyorotkan pandangan datar melihat Rigel yang berlari ke ujung taman, lalu halik lagi tidak lama kemudian. Napas Rigel menderu kasar, terdengar ngos-ngosan. Heran, mengapa ada orang seaneh itu di dunia ini?

"Tadı ... lo detiger nggak .. gue bilang apa?" Rigel nyaris kehabisan napas, berdiri menjulang di hadapan Sea dengan satu tangan dimasukkan ke saku celana. Sok cool, biar nggak kelihatan salting amat.

Sea menunduk, mengambil roti bakar yang diletakkan di dadanya lalu

bangkit duduk.

Harus banget ya dia meletakkan roti yang masih panas ini di sini?

Rigel mendorong pelan bahu Sea, "Denger nggak tadi gue bilang apa?"

bea mengangguk kecil, mengeluarkan roti itu dari bungkus kertas, lalu melahapnya tanpa peduli ekspresi Rigel yang sudah berubah sebal.

Dia mengambil alih roti bakar yang tinggal setengah dari tangan Sea.

"Saya mau. !" Sea berseru seraya mengulurkan tangan, meminta Rigel untuk mengembalikannya.

"Lo tadi pura-pura tidur?!"

"Untuk apa?"

"Jawaban, Sea. Gue butuh jawaban. Bukan malah balik nanya."

"Oh," Sea memandang Rigel, masih meminta, "Balikin rotinya!"

Sensi, Gugup, Jengkel. Mahi. Semuanya bercampur jadi satu. Ala anetron sekali. Mengobati, meminta maaf, dan dia pura pura tidur. Dan dem, Tuhan, si Laut ini malah lebih peduli pada rotinya. Sementara dirinya menahan malu akibat menjilat ludah sendiri. Ia menggaungkan dengan lantang di hadapan semua orang tidak akan meminta maaf pada Sea, tetapi inalah kepergok olehnya bahkan dibumbui penjelasan.

Konsisten sekuli, Rei, konsisten sekah...!

Rigel berdecak, menghempaskan bokong di samping Sea "Ngapam lo pura-pura tidur?"

"Saya nggak pura-pura Saya memang sedikit ngantuk."

"Tetep aja lo pura pura tidur. Buktunya, ko denger gue bilang apa tadi. Harusnya lo bangun aja pas gue panggil, Ut,"

Sea menatap Rigel heran, ia tidak mengerti apa pentingnya percakapan

1111,

"Anda punya mulut untuk bicara, saya juga punya telinga untuk

mendengar Masalahnya di mana?"

Rigel terdiam, tidak tahu sebenarnya siapa yang salah di sini. Tukang Sioinay di ujung ialah sana mungkin. Ia lebih berharap Sea tidak menjawah pertanyaan tidak bermutunya tadi.

"Lo mau rotinya?" Rigel mengahhkan pembicaraan seraya menyodorkan

roti bakarnya.

Tangan Sea baru saja akan menerima, tetapi Rigel malah melahapnya sendiri. Mulutnya penuh, mengunyah susah payah. "Nggak semudah itu, Fergo-Ut"

Sea mengembuskan napas pelan, pandangannya menajam kesal melihat tingkah Rigel yang semula cukup menyentuh hati, sekarang serasa ingin

mencekiknya sampai mati. Dia sangat kekanakan,

Rigel mengangkat alis dengan gaya tengilnya. "Apa? Lo mau?" Dia memajukan wasahnya ke arah Sca sambil membuka mulutnya. "A ... sini gue transfer."

Secara refleks, tangan Sea menggeprak kepala Rigel menggunakan mangkok siyrofoam bekas empek empek. "Dewasa sekali Andal" la benat benar kesal makanannya diambil Ditambah dia malah meledeki. Sialnya lagi, ia tidak bawa uang untuk bisa membeli.

Tidak sakit sama sekali, tetapi Rigel sangat terkejut mendapatkan

pukulan di kepalanya hingga ia tersedak telak dan terbatuk batuk.

"Lo ... In barusan mukul kepala gue?!" Rigel meremas mangkuk itu dan melemparkan sejauh mungkin dengan kesal. Ia mengacak rambutnya, menclum lewat telapak tangan. "Anjir, ini bau cuka, Seyasa!" umpatnya gregetan

"Iya. Refleks. Maaf" Sea menundukkan kepala sedikit sebaga: formahtas Rahang Rigel mengeras, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya kecuali menghunuskan tatapan tajam. Tidak pernah ada bawahan yang sekurang

ajar ini padanya. Tidak pernah!

Sea bangkit dari duduknya di atas rumput. "Saya mau pergi." Sebelum menghela langkah, ia menoleh pada Rigel. "Meminta maaf itu bukan hal

## clarifazone

buruk. Teruma kasih sudah mengatakannya. Saya memafican,"

pigel tergagap, mengusap tengkuk—kembali gugup lagi. Aneli sala setiap kal, die melakukan kebiasaan di luar nalar seorang Sea.

"Eh, to meu pergi ke mana? Pulang, kan, maksud lo?"

See menggeleng, "Bukan rumah saya."

Rigel kosong untuk beberapa detik, memandang Sea yang berjalan tanpa alas kaki di Ja.anan aspal. Ia membereskan obat-obatan yang dibehnya di apotek dan menyusui Sea dengan cepat menuju ke halte bus di seberang រាស់នា

"Kalau lo cowok, udah gue matim lo!" seru Rigel, masih jengkel mengingat kejadian beberapa saat lalu-sambil melemparkan sepatunya ke arah kaki Sea. "Pake Nggak usah sok rumit. Kita pulang ke rumah gue-Tempat lo berteduh, bekerja, menetap di keluarga gue, itu namanya rumah."

Sea yang duduk di kursi halte, mendongak. Cuma berlangsung beberapa detik sebelum is membuang muka dari Rigel, menatap nyalang ke arah Jalan

raya yang semakin lengang.

"Saya dulu pernah punya rumah. Selalu suka pulang ke rumah Saya nyaman di sana. Tapi, setelah kehangatan pergi di dalamnya, seperti jantung yang berdetak, kemudian berhenti, rumah di mana saya bisa mengatakan, puang, kint telah mati. Sekarang, saya hanya pergi. Ke tempat mana punyang bisa saya datangi."

Tanpa diduga, Rigel herjongkok, membersihkan kaki Sea dengan sapu-

tengan, lalu memasangkan sepatunya yang kebesaran.

Sea tersentak luar biasa. Membeku, lidahnya terasa benar-benar kelu.

"Anggap gue rumah, dan lo bisa pulang kapan aja saat kehilangan arah."

Sea tidak mampu menjawah, dan sisa perjalanan mereka dipeluk oleh keheningan. Sama-sama terdiam, tidak ada lagi yang berusaha membuka percakapan

- 44

Tiba di rumah, dengan panik, Star dan Lovely langsung menghampiri mereka berdua Rigel-lebih tepatnya. Sedang Sea berdiri di belakang, melihat bagaimana perhatian yang menyerbu lelaki itu datang. Tentu saja, ini adalah tempat pulang ternyaman bagi Rigel. Dia memiliki orang-orang yang disayangi tinggal bersamanya. Kehangatan memenuhi setiap ruang keluarga.

Star menangkup wajah Rigel, tidak bisa menutupi kekhawatirannya.

"Kak, kenapa bisa sampai seperti ini?!"

"Aku nggak apa-apa." Rigel melepaskan tangkupan Star, meremas pelan langannya sambil mengangguk kecal. "I'm okay, Star. Im nggak sakit."

"Mama sudah bilang jangan berantem terus, Reil Kamu bandel ya,

nggak denger. Baru satu bulanan lebih dari terakhir kamu tiyari gara gara, sekarang kejadian lagi."

"Iya, Ma," Rigel pusrah dimorahi.

"Kamu itu kenapa nyari masalah terus sih. Rel. Sebentat lagi kamu lulus Mending fokus ke sekolah kamu. Jangan ladeni geng mereka itu." Ayahnya juga ikut meninggikan pila suara.

"langun khawatir, aku pasti lulus dengan baik"

"Terus, kenapa lagi yang sekarang?" ibunya hertanya sambil mengelap darah di pelipis Rigel yang mulai mengering.

Rigel menggeleng, "Bukar apa-apa"

"Re , nggak mungkin tanpa alasan kamu bertengkar kayak ginj"

"Ma, phs, bukan hal besar. Kami cuma berantem. Aku kalah pimlah dan babak belur. Yang penting, kan, aku baik baik aja."

"Bonyok gani masih beram bilang baik-baik aja?" Kamu yang duluan sok

jagoan nyerang mereka?"

Rigel diam, maias menyahut,

"Bener, karı?" Ayahnya memijit pelipis, menatap keadaan anaknya yang

sudah semrawut. "Bela diri itu bukan untuk ajang sok jagoan, Reif"

"Maaf, mereka yang menyerang Tuan Rei duluan, Tuan," See menimpali pelan, menhat Rigel tidak konjung menjelaskan Dan ia yakin, Rigel memang tidak akan menjelaskan apa pun pada mereka perihal pemicu dan pertengkaran itu. la mendengar semuanya, dan itu mengenal cinta terlareng yang dijelant oleh kedua anak ini. "Saya permisi."

Saat Sea hendak melewati, pergelangan tangannya dicekal Rigel. Dia menyerahkan oliat di plastik. "Ohati yang tutin. Jangan menjadi lebih elek-

darı ini"

"Astaga, Sea juga luka luka?" Lovely memekik, haru menyadan kalaudia juga terluka cukup parah.

"Snya tidak apa-apa. Permisi." Seu mengangguk kecil, kemudiai bedalu

dari sana.

"Kalau bukan kamu yang nyerang, jawab dong. Dari tada ditanyah, susah banget." Ibunya merapikan rambut Rigel yang berantakan. "Udah sara, bersihkan diri. Istirahat: Nanti Mama telepon Dokter biar lukanya diobati."

"Nggak usah, Ma Aku cuma perlu istirahat." Rigel melepaskan kancing

kemeja, sambil lalu, "Aku ke atas dulu ya. Night semuanya."

Star juga menyusul, menyejajarkan langkah Rigel. "Ma, aku juga mau tidur, Good night semuanya. Selamat beristirahat, Teruna kasih untuk pestanya!" dengan riang, Star bereiert sambil melambaikan tangan

"Star, kamu tidur di kamar kamu. Jangan ganggu kakak kamu." Dari

anak tangga bawah, Lovely berteriak memperangatkan.

### clasizayani

Tya, Ma!" Banyak hal yang ingin dibicarakan Star, tetapi untuk saat mi, ia akan sabar menunggu sampai semua orang terlelap. Rigel pun harus membersihkan diri terlebih dahulu.

Setelah waktu menyentuh angka tengah malam, baru Star diam-diam mengetuk pintu Rigel, melongokkan kepala ke dalam kamar Suasana di

ruang tenyah sudah sepi, dengan lampu terang yang telah dimatikan.

Rigel yang sedang berdiri di depan cermin sedang mengobati wajahnya dan hanya berbalutkan boxer, menoleh. Dia tersenyum tipis, mehhat Star yang ragu memasuki kamarnya karena takut ketahuan orang tua mereka.

"Kak." Star masuk, menutup pintu dengan hati hati. Berjalan cepat, Star langsung memeluk tubuh Rigel hingga dia terhuyung ke belakang dan

menangis di dadanya.

"Hey, kamu kenapa?" Rigel meletakkan salep ke meja, mengusap-usap

punggungnya dengan kebingungan.

"Aku takut kamu kenapa-napa." Star masih menangis, pelukannya kian mengerat. "Kamu hilang tiba-tiba. Satpam bilang ada keributan di dalam. Kamu dikejar gerombolan Randy berjumlah belasan." Star mendongak, kedua matanya sembab. "Gimana oku nggak takut coba?"

Rigel sedikit mengangkat tubuh Star, memeluknya lebih tinggi "Aku

nggak apa-apa, Star. Buktinya aku masih kuat angkat kamu."

"Nggak lucu!" Star memukul pelan bahu Rigel, lalu kembali menenggelamkan wajahnya di sana "Kak, Randy mengirimkan foto di WA. Sepertinya dia tahu tentang kita."

"Maksud kamu?" Rigel membelalak, terkejut.

"Saat kita di motor, saling berpelukan erat. Aku nggak tahu bagaimana dia mendapatkan toto itu. Dia bilang . . kalau kita . . kita lebih dari—"

"Kita pacaran. Dia bilang kita berhubungan<sup>18</sup> rahangnya mengetat, dengan geraman tertahan. "Rasanya aku pengin patahkan batang leher dia. Biar mempus sekalian<sup>18</sup>

Suara Star kembah berat, napasnya terhela sesak. "Aku nggak tahu harus gimana lagi sekarang. Aku benar-benar bingung" Nadanya bergetar, tangis

sudah berada di tenggorokan.

Rigel membawa tubuh Star, menurunkan di kasur dan berlutut di bawahnya sambil menggenggam kedua tangannya. Sungguh, ia juga bingung apa yang harus dikatakan. Wajah Star merah, dia terlihat takut akan apa yang mereka hadapi di masa mendalang.

"Star, aku harap aku bisa mengatakan kita akan baik-baik saja"

Star melepaskan tangan Rigel, merangkul lehernya "Kak, tolong katakan saja!"

Rigel membaizs peluknya, "Kita akan baik-baik saja, Selama kamu

masih bisa bertahan sama aku, kita akan cari jalan kekiarnya sama-sama" Walau ia juga tidak tahu jalan keluar seperti apa yang bisa membuat orang tuanya menerima.

Rigel melepaskan, merapikan surai rambut Stat yang berantakan.

"Kamu balik gih ke kamer Hari ini pasti capek banget, ya?"

"Sini, mana obatnya? Aku bantu oleskan."

"Aku bisa sendiri, Mending kamu tidur, istirahat."

"Aku mau bantuln," Star bersikeras, menyuruh Rigel mengambil obatnya dan duduk di tengah ranjang. "Come on big guy, let me help you"

"Aku pake celana dulu deh," Rigel mengambil celana pendek,

mengenakannya

Bagaimanapun, ia masih beliim segila itu meniduri Star Semoga kewarasan untuk yang satu ini, akan terus berkibar Meski kadangkala, ia juga merasa kekeringan. Selama berhubungan dengan Star, ia tidak pernah menerima ajakan tidur dari siapa pun-

Bodoh! Mengapa ia harus menciniai Star sebanyak Int?!

Rigel duduk bersila di hadapan Stor, menatap wajahnya yang merah

'Star, dari dulu sampe sekarang, kamu kenapa masih aja cengeng sih?

Air mata kayak air bah, ngahrnya gampang bener."

"Emang stapa yang sering bikin aku nangis?" decih Star sebal. "Dari dulu sampe sekarang, yang sering bikin aku nangis itu pasti Kak Rei Gangguin tiap hart. Godain aku mulu, kalau belum nangis, nggak bakai berhenti."

Rigel terkekeh pelan, "Yang satu cengeng banget, yang satu kaku banget kayak hatu." Ia menggumam pelan, geli sendiri membayangkan keduanya

"Apa?"

Rigel buru buru menggeleng, "Nothing, Lucu aja godain kamu"

Tujuh bulan berlatu. Semuanya berjalan dengan baik. Hubungan Star dan Rigel masih aman, behim ada yang curiga berlebihan. Walaupun sempat gempar di sekolah tentang gosip ini, mereka coba menutup telinga dari gong-gongan orang orang. Selama orang tuanya tidak tahu, hubungan im akan baik-baik saja. Semua kabar itu menghilang seperti angin yang tertiop kencang, manakala Rigel mengancam semua orang yang main main dengan kehidupan pribadinya. Randy pun tidak lagi beram untuk ikut campur saat Rigel dan gengnya membabi-buta menghajar kawanannya di tempat nongkrong mereka.

Hari hari yang sabuk sebagai senior SMA sudah dijalan Memasuki masa stres dan dilema fakultas apa yang akan diambil. Ujian, latihan, mengikuti berbagai test untuk memasuki universitas di luar negeri -telah clarifa your

membuat waktu mereka terkuras cukup banyak.

Seperti impian semua orang tua, keinginan besar mereka adalah melihat Rige: lulus di Universitas terbaik dunia, MBA di Harvard Business School Kemudian balik ke Jakarta dengan semua prestasinya itu. Ikut andil niengelola perusahaan raksasa yang turun-temurun dipimpin oleh keluarga hander Puluhan tahun berdiri kokoh, sekarang cabang Department Store keluarganya sudah menjamur di semua kota—di seluruh Indonesia. Menuliki merk pakaian sendiri, sepatu, hingga tas. Bahkan diexport hingga ke mancanegara.

Untuk yang satu ini, meski Rigel bukan orang yang saka dikekang dan tak suka peraturan, ia tidak masalah. Dari kecil, cita-citanya memang ingin menjadi lelaki dengan pendidikan yang setara dengan Kakek dan Ayahnya.

Kakeknya lulusan yang mendapat predikat Cum Laude di Universitas ndonesia. Kemudian lanjut ke Harvard. Ayahnya kuliah di tempat bergengsi dan ternama di Jakarta, lanjut S2 di London Business School. Dan dirinya. u ingin lulus dari Harvard seperti Kakeknya, membawa gelar MBA. Lulus

sesingkat mungkin dengan IPK memuaskan.

Rigel mempersiapkan diri untuk TOEFL test, dan sebagainya sejak beberapa bulan lalu. Membuat esai, dan tes tes lain untuk memenuhi persyaratan. Daftar di tiga Universitas terbaik dunia untuk berjaga-jaga. Sama balnya dengan Star, meski dia berulang kali mengatakan kalau sama sekali tidak yakin dengan kemampuannya. Tapi, paling tidak Star sudah berusaha - agar mereka hisa terus sama-sama. Seperti sekarang, buku tebal berada di tangannya-mempela,ari dengan kepala yang tersandar nyaman di bahu Rigel.

Sea--perempuan dingin nan datar itu masih setia mendampingi keduanya, merecoki kehidupan mereka. Dia menunggui mereka belajar, memberikan banyak buku untuk dibaca sesuai titah kedua orang tuanya, memantan agar Rigel tidak lagi membuat onar-walau kadang tidak mempan, bahkan sering ketiduran menunjukkan bagaimana set anya dia pada pekerjaan Terganggu, tapi seiring berjalannya hari, Rigel jadi semakin terbiasa dengan kehadiran gadis itu. Kalan Star, dari awal memang dia selahi bersikap tamah dan baik padanya.

Malaikatnya, mana bisa jahat pada orang lain sih walaupun dia tidak

лунтап?

"Bentar, aku ke dapur dulu ambil minum," Rigel bangkit dari sofa,

meningga kan Star yang terlihat fokus belajar di akhir pekan ini.

Rigel meneguk air dingin di botol. Ia berjalan ke sliding door bagian sampuig, melihat Rion dan Sea sedang berlatih di taman belakang dengan tongkat panjang di masing-masing tangan mereka. Dengan punggung

#### adducted

bersandar, ia memerhatikan gerakkan keduanya.

Rigel selalu kagum dengan kemampuan beladiri Sea yang bisa dibilang di atas rata-rata. Melihat bagaimana Sea menyerang Rion menggunakan tongkat, matanya tidak bisa lepas dari setiap gerak gerik keduanya. Sea telah bermandikan keringat, tampak serius dan dingin, pun dengan Rion. Melihat Sea, ia jadi ingat Drama Secret Garden yang pernah Star rekomendasikan. Persia seperti ini. Seperti ... siapa ya? Ia lupa nama pemerannya.

"Awh..." Rion terjatuh, kalah oleh serangan Sea.

Dengan cepat, Sea membantu Rion bangun. "Ri, maaf, kamu nggak kenapa-napa?" Dia membersihkan rumput yang menempel di bokongnya,

Wajah dingin dan serius itu lenyap, menatap adiknya khawatir.

"Sea, aku nggak apa-apa. Udah biasa jatuh pas lagi latihan gini." Ucapan sok dewasa Rion membuat Rigel menggeleng jengah. Sok-sokan tidak aikit. Padahal wajahnya merah tampak mau menangis.

"Sika kamu berdarah." Sea menuntun Rion duduk di kursi, mengeluarkan

plester dari sakunya. "Maaf ya?"

Rion menutup mulutnya, kesenangan. Rigel tidak kuasa untuk mengernyit semakin dalam melihat adiknya hertingkah aneh seperti itu. Jijik sekali ahatnya. Dia terlihat mengagumi Sea begitu besar.

"Sea, makasih ya udah mau ngerawat aku dikala sakit." R on terdengar

formal, menatap Sea begitu lekat.

Sea tersenyum upis, tampak tidak begitu peka kalau adiknya itu sudah

geger otak. Pasti letak otaknya geser gara gara sering kena hantaman.

Astaga i, ingin sekalt Rigel melemparkan botol minum yang dipegangnya ke kepala bocah yang bahkan belum genap 12 tahun itu. Namun, masih bisa ditahan Ia memilih meminumnya, agar kejijikkan ini bisa dikendahkan.

"Sea?" Rion memanggil dengan suara pelan.

"Hm," Sea tidak menatap Rion, membuka plester dan menempelkan ke sikunya yang terluka setelah terlebih dahulu dibersihkan dengan air mineral.

R.gel menunggu penuh antisipasi, apa lagi yang akan dikatakan bocah. SD itu pada Sea sambil meneguk minumnya.

\*Can I be the cicak cicak to your dinding?"

Byur...

Air di dalam mulut Rigel menyembur seluruhnya.

Retak! Fix, otak Rion sudah retak!

Sea dan Rion menoleh, melihat Rigel yang tersedak air yang diminum. Dengan wajah panas, Rion bangkit dari kursi dan kabur di hadapan Sea ke arah Rige. Sea membereskan tongkat, tidak sama sekah ambil pusing dengan tingkah anak anaknya.

"Mahu. mahu. I" Rion berlarian, sambil menangkup wajahnya sendur

## claritagani

Di tengah dapur, Rigel mengejar dan menahan kaus bagian belakangnya.

"Kak, lepasin!" Rion menepis-nepis tangan Rigel yang menarik kausnya dan menjahilinya.

"Lo ngomong apa tadi?" Rigel melepaskan, bertanya retoris. "Can I be ...

what?" Is massh tidak percaya mendengar kata-kata menggelikan itu.

Senyum tertahan bocah itu menghiasi paraanya. "Kak...," Rion berjinjit, menarik bahu Rigel agar merendahkan tubuhnya dan berbisik di telinga, "kayaknya aku jatuh cinta sama Sea!" lalu membekap mulut sendiri, sambil mengecek sekitar. "Jangan bilang siapa siapa ya, lui cuma antara kita berdua loh!" teru Rion, mengancam.

Riger menoyor dahi Rion, "Bocah edan. Coba io ngencing dulu deh!"

"Huh? Buat apa?"

"Mau mastun, udah hirus belum itu tytyd lo pas dipake kencing Sok-sokan segala jatuh cinta!" Rigel melempar kertas esai latihannya yang dipegang sedari tadi. "Mending lo pelajari rith. Siapa tahu langsung masuk Harvard, nggak perlu SMP lagi."

"Aku mau amhil Martial Arts. Mau jadi aktor laga dunia aja kayak Iko Uwais atau Jacky Chen. Nggak mau pusing mikirin sekolah. Kan ada Kak Rei

yang nanti jadi penerus Papa."

"Cewek nggak suka orang bego. Otot perlu, tapi otak lebih penting!" kembali ditoyornya lagi kepala Rion.

"Nenti juga aku muku sendiri."

Rigel herdecak, mencoba memberi pencerahan pada adiknya Jatuh

cinta ... jatuh cinta my Ass!

"Ya gue bikin lo mikir dari sekarang. On, Persispan kalau mau sekolah ke universitas terbaik, dari SD juga udah harus dipersispkan. Nggak usah deh main cinta-cintaan."

'Kak Ret kenapa banyak omong amat sih. Cuma jatuh cinta sama Sea

aja dibuat ribet. Kan itu privasi aku dan hatiku"

Rigel menepuk-nepuk pipi Rion cukup keras hingga dia menggerutu ingin membalas, tetapi tangkisan Rigel memang belum mampu dia kalahkan

"lijik, astaga... pake acara privasi segala!"

"Kak Rei kayak yang paling bener aja. Padahal sering buat onar di sekolah, Sering dipanggil ke ruang BP Sering berantem!" ejek Rion,

membalasnya,

R.gel tersenyum angkuh. "Nilai gue stahil Juara umum dari SD sampe SMA Juara Olimpiade Sains dan Matematika setiap tahun Sedang lo, apa? Masih ugemut permen kaki, jilatin es krum strawberry. On, On, nggak usah aneh-aneh. Gue bilangin ke Mama sama Papa kalau lo naksir Sea, dipecat jadi anak loh Terus nggak disetujui. Sea juga dipecat."

Wajah Rion memucat, menatap Rigel horor. "Emang rya?

Rigel menjentikkan jari. "Ya, iya! Makanya, pinter dulu Lurusin dulu, Gedein dulu. Habis itu, pikirin lagi. Kalau lo udah punya itu seniua, seratus Sea juga lo bisa dapetin."

"Punya Kak Rei udah?"

"Udah lah!" serunya bangga.

"Kak, aku juga udah lurus kok ngencingnya. Ayo deh, aku buktiin"

Rigel menepuk dahi Rion, "Lo kalau dibilangin ngeyel ya, On? Di kloset lo itu aer kencing masih berantakan ke pinggir-pinggir."

"Rion, Kak, Rion! Manggil nama nggak boleh setengah-setengah!"

"Oon kan maksud gue," seringai Rigel, merasa di atas angin sudah berhasil memengaruhi otak adiknya.

"Ma, Kak Rigel panggil aku Oon. Dia juga kasar, pake gue elo dari tadi. Dia juga nggak belajar. Essay-nya malah dibuang ke lantai!" adu Rion, berlan gesit ke arah ruang tamu mencari ibunya.

"Ye, anak kadal lo!" Rigel mendengkus, melihat Rion telah menghilang

dari pandangan.

Rigel menoleh ke arah taman, melihat Sea yang duduk di atas kursi,

tengah menikmati embusan angin sore.

Langit, matahari senja yang siap kembali ke peraduan, dan Laut, sepertinya perpaduan yang terlihat hatk kali ini.



Sea baru selesai mandi Ia buru-buru mengenakan celana training hitam dan kaus oblong kebesaran warna senada. Dengan rambut yang belum sepenuhnya kerang, ia bergegas ke ruang tamu saat kepala pelayan menyuruhnya ke sana atas perintah majikannya. Bukan hal baru sebenatnya Hampir setiap malam, ia memang ditugaskan untuk memantau kedua anak itu yang sekarang disibukkan oleh banyak materi pelajaran menjelang Ujian Akhir Nasional Senin depan

"Tuan, Nyonya," Seamenghadap mereka yang sedang sibuk membereskan tas dibantu oleh pelayan lain, padahal waktu telah menunjukkan pukul

de apan malam.

"Sea, kami ada urusan mendadak sampe hari selasa sore." Lovely memberitahu sambil mengambil beberapa buku di meja dan menyerahkan pada Sea, "Ini yang harus mereka baca-baca. Tolong dipantau ya Apalagi Rej. Dia sering kayak monyet, gelantungan lewat jendela kaburnya."

Sea mengambil alih setumpuk buku materi soal seraya mengangguk

kecd. "Baik."

"Nanti kalau ada apa-apa, kabari aja."

Sea kembalı mengangguk patuh.

"Besok mereka ujian, nggak boleh main main lagi. Tadi saya udah ngasih tahu, tap, biasanya cuma selewat aja nurutnya!" gerutu Lovely yang langsung diberikan belaian hangat oleh suaminya—menenangkan.

"Mereka pasti lulus dengan baik. Percaya sama aku." Sang suami meyakinkan, lalu menatap Sea. "Tolong ya, jangan sampai pada kabur malam

 $\Pi_{a}^{a}$ 

Sepasang suami istri itu berlahi dari sana setelah memberitahukan beherapa hal padanya dan pelayan lain. Sea menaiki tangga menuju lantai

atas dengan membawa tumpukan buku. Di depan kamar Rigel, ia mengetuk pintu,

Rigel membuka pintu dengan malas saat berulang kali Sea mengetuknya. Dari tempo pelan, sedang, sampai akhirnya gebrakkan keras, Rigel memang yang terbaik untuk urusan membuat darahnya mendidih naik.

"Apoan lagi sth, My Seyasa?" ujarnya jengah sambil menyandarkan

kepula pada kusen pintu.

Tinggi yang kontras, membuat Sea barus mendongak menatap Rigel yang tidak kunjung memberikannya jalan untuk masuk

Rigel menank pelan ujung rambut Sea "Rambut lo masih basah banget,

Keringin dulu sana," titahnya, seraya mengedikkan dagu ke arah bawah.

Semakin Sea mengenal karakter Rigel, semakin Sea tahu kalau sebenarnya Rigel tidak seburuk itu. Rigel memang sangat menyebalkan, Tapi, dia juga masih layak disebut sebagai manusia, tidak seperti pertama kali ia mengenalnya, setan saja kolah.

"Ngasuh kalian." Pokoknya, ia harus menunggo di dalam kamar, memastikan mereka belaiar dengan benar sesuai pesan kedua majikannya, Star ada di dalam, sedang merebahkan diri di kasur dengan buku yang

tengah dipegang.

"Ngasult" Rigei menegakkan tubuhnya, terlihat agak kesal mendengar itu. "Lo p.kir kemi anak anak yang harus diamih? Udah lah, Ut, untuk malum ini aja, biarin kami berdua, oke? Bosen gue tiap malam lo tongkrongin."

"Anda memang seperti anak-anak."

Sindirlan haius, sudah jelas. Rigel pun mulai terbiasa mendengar mului Sea yang berbisa. Jarang berbicata, tetapi sekalinya ngomong, pash nyelekit.

Rigel mengangkat kaus pas badannya dan menunjuk abs-nya yang terlihat keras. "Anak anak jelas nggak punya inu," seringanya. "Atau, pedajuga gue buka celana, lihatin seberapa anak anak gue?"

"Silakan, Sekalian memastikan, adek sudah disunat atau belum."

R.gel tersedak sanva, tidak menyangka dia akan membalas tantangannya.

"Serius?" Ia menatap jenaka, "Io yang minta ya?"

Sea mendesah pelan, kewalahan menanggapi sikap kekanakannya. "Buku" Ia menyodorkan, tetapi Rigel tidak menerima sodoran, maah mengangkat satu alis-mendekatkan wajahnya pada kepala Sea hingga ia ber engeit sedikit ke belakang. "Apa?!" kepalan tangan Sea berada di dada RigeL

"Pake shampo apa? Wanginya enak, ih," Rigel mengendus tanpa canggung.

"Kak?" Star memanggil, "biarin aja Sea masuk. Tadi mama udah nyuruh kıta belajar malam ini duemani Sea."

# clasizagani

"Kamu nggak bosen tiap hari direcoki sama dia?"

"Kita bisa sekalian belajar bareng-bareng. Aku nggak masalah." Star menepuk permukaan kasur di sisinya. "Udah, sini balik,"

"Sea, temani aku 25a ya?" dengan napas ngos-ngosan, Rion menghampin

sambil membawa buku paket Matematika.

"Yaelah, Cak, ngapam lo di sini? Mau bilang apa lagi sakarang? Can I be the tokek-tokek to your plafon?"

Rion menatap kesal. Dari bulan lalu, Rigel memanggilnya Cicak gara-

gara pengakuan sore itu.

"Kenapa, Ri?" Sea menyahut, tidak sedingin biasanya Cuma sama Rion Sea terlihat seperti manusia. Selebihnya, dia begitu kaku dan datar.

Rion lantas menarik tangan Sea, sedikit menggerutu. "Aku bingung deh, dihitung bolak-balik, tapi jawabannya nggak ketemu," adunya, tanpa-

menanggapi nyinyaran Kakaknya.

Rigel menangkup kepala Sea dengan satu tangan, menyuruhnya masuk. "Sea udah disuruh jagain kita dong. Ayo masuk, Ut," ajaknya sambil tersenyum meledeki Rion.

"Rion kamu foto aja soalnya terus kirim ke WhatsApp aku, tandai,

mana yang kurang paham."

"Tapi, kalau kayak gitu aku nggak ngerti!" geleng Rion, tidak rela.

"Jangan tinggalkan aku, Sea..."

"Jijik, Rion, jijik!" dengkus Rigel sambil menarik hidungnya hingga dia meringis kesakitan. "Nanti gue yang ajarui langsung. Lo ulangannya juga masch larna."

"Kalau gitu kalian bertiga aja bel - "

"Nggak" Rigel memotong ucapan Sea, kemudian meraih bahunya. Tubuh kecil Sea telah didorong masuk oleh Rigel ke dalam kamar, "Anak kecil jam segini mending bobo. Good night Citaknya Kakak..." Dia mengusap kepala Rion, lantas menutup pintu kamar tanpa perasaan.

"Kak, Rionnya ditinggal?" tanya Star yang sedari tadi hanya menjadi

pemerhati di sana.

"Dia bohong, Star. Rion itu jago matematikanya. Aku udah pernah ngajarin dia dulu. Dan nilai dia di semua ulangan, nyaris sempurna He knows everything. Keturunan Xander mana ada yang bodoh sih."

"Om Jims katanya pernah ranking tiga terendah di sekolahnya." Star-

menahan gelak, ingat kelakuan adik Ayahnya

"Kualitas spermanya mungkin lagi nggak beres saat itu."

Star melemparkan guling, tawanya meledak. Sedang Sea masih terlihat datar, tidak mengerti letak lucunya dimana.

"Mungkin yang sekarang kurang paham, Kak,"

#### adduted

"Modus anak SD. Plis lah, kamu jangan terlahi polos." Rigel ke kamar mandi sebentar, melemparkan handuk pada kepala Sea. "Keringan tambut lo, Kayak abis kecebur got aja."

Sea meletakkan semua buku yang dibawanya ke atas meja. Ia duduk di single sofa dekat pintu kamar, menggosok rambutnya agar tidak terlampan

basah

Rigel mengambil laptop di meja, kemudian berjalan ke kasur dan merebahkan diri-tengkurap- di samping Star "Dia itu suka sama si Laut" jelasnya singkat

Stor agak terkejut, lalu tertawa geli "Serius? Ya ampun. Cie."

"Nggak ngerti apa yang dilihat," celetuk Rigel sambil melirik Sea yang

masih sibuk dengan handuknya.

Sea mendengar, tetapi sa tidak peduh Tugasnya di ani hanya menanggui mereka agar belajar dengan benar dan tidak kabur dari rumah. Walau, sungguh, sa merasa risi saat melihat Star naik dan terlentang di atas punggung Rigel, membaca bukunya di sana. Pun dengan Rigel yang terlihat tidak keberatan dengan itu Sesekali, pandangan Rigel jatuh ke laptop, mengetikkan sesuatu di sana, lalu beralih lagi ke kertas esai Dia terlihat jauh lebih baik saat diam dan tampak serius seperti ini—tidak pecicilan seperti biasanya. Belatung nangka saja ogah disandingkan dengan Rigel kalau sedang hyper.

menerangkan dengan jelas dan cerdaa. Cara dia menjawah semua pertanyaan Star, sudah cukup menjelaskan kalau otaknya tidak benar benar berada di dalam dengkul. Dia selalu tahu dan punya jawaban. Saat SMP, Sea mengikut akselerasi, sehingga penjelasan singkat, padat, tetapi mudah dimengerti lebih sering diberikan pada seluruh siswa agar cepat paham untuk mengejar semua mata pelajaran dengan tenggat waktu sekolah yang lebih singkat dari kelas normal. Persis seperti Rigel yang mengajari Star setiap pertanyaan yang

sult dipahami

Kalau hubungan mereka sebatas saudara kandung, pasti ia akan merasa iri melihat kedekatan keduanya yang terjalin. Tapi, karena ia tahu hubungan mereka lebih dari itu, berada di antara keduanya jadi agak membuatnya merinding. Setengah jijik, setengah miris.

"Jangan lihatin gue. Jatuh cinta, lo yang repot. Gue udah ada yang punya," tukas Rigel sambil membolah bahik kertas tanpa membalas tatap.

Seo.ah ingin membenarkan pernyataan Rigel, Star menggulingkan tubuh, masuk ke dalam kungkungan lengannya dan ikut menatap laptop. Posisi mereka seperti sedang berpelukan.

Dengan cepat Sea segera mengalihkan pandangan darinya ke arah lain.

### classagans

"Anda akan tersinggung jika tahu apa yang saya pikirkan," sahutnya datar,

seraya mengambil buku mendarin di meja.

Star dan Rigel secara bersamaan menoleh. Sea tidak menggubtis, menyandarkan punggung dengan rileks sambil membuka buku-mulai membaca dalam hati.

"just spit it out," tantang Rigel, "Gue sangat menghargai kejujuran,"

Sea mendongak, "Serius?"

"Katakan, apa yang sedang lo pikirkan sekarang?"

"Inik melihat kahan seperti ular di musim kawin. Liak liuk nggak bisa

diam," ujar Sea to the point tanpa basa basi lagu

Jawaban Sea membuat lidah Rigel kelu. Ia pikir Sea sedikit terpesona atau apa gitu. Tapi, malah seperti pelatuk yang ditembakkan tepat ke arah lawan, sekaligus dua kepala berhasil ditumbangkan.

Sedang gadis itu kembah menunduk, fokus lagi pada bacaannya.

Star keluar dari lengannya, tengkurap dengan posisi yang tidak terlampau menempel. Suasana ruangan itu dalam sekejap mata Jadi berubah begitu canggung dan kaku.

Sea dan kejujuran. Seharusnya Rigel tidak memintanya untuk berkata jujur. Sucah pasti dia akan mengatakannya. Sejak kapan dia mau memfilter

kata hanya untuk menjaga perasaannya?

"Harusnya gue nggak nanya," Rigel meraili tubuli Stur lagi, agar tetap menempel padanya. "Tetap seperti ini."

"Kembran memang menyakitkan." Ses menggumam tanpa mengalihkan

pandangan dan buku yang dipegang.

"Si nyebelin" gerutu Rigel seraya melemparkan pensil ke arah kakinya. Tidak sampai mengenai Sea—memang sengaja, hanya melampiaskan kekesalan saja.

Menyentuh pukul sebelas, Rigel masih fokus mempelajari soal-soal latihan Postsinya telah berubah duduk dan bersandar di kepala ranjang dengan laptop berada di sisi samping. Sementara kepala Star telah terkulai

nyaman di pangkuannya dengan kedua mata rapat terpejam.

la menekan kedua mata, saat kantuk pun mulai mendera. Melirik ke sofa, Sea pun telah terlelap nyenyak bersama buku yang sempat dibacanya. Hebat Dia bahkan tahu caranya membaca buku berbahasa mandarin. Rigel tidak mengerti lagi bagaumana latar belakang Sea yang masih misterius sampai hari ini. Ingin menyelidiki sesuai rencana awal dulu, tetapi terkesan ingin tahu sekali.

Memang, Sea sepenting apa hingga ia melakukannya?

Rigel menyudahi kegiatan dan mulai mematikan laptop. Ia membenarkan Pusisi tidur Star, meletakkan kepalanya di bantal lalu menyelimutinya. Star

melenguh pelan, dan dengan pemih kelembutan, Rigel membelai rambut Star yang halus, mengecup dahinya cukup lama.

"Tidur yang nyenyak, Sayang. Good night." Ia turun dari ranjang,

berjalan ke arah Sca.

Rigel berdiri di hadapan Sea-memerhatikan wajalinya cukup lama saat tengah tertidur lelap seperti ini. Bahkan saat dia tidur, kesan dingin dan pendiam tidak lantas menghilang dari wajahnya. Ia mengambil buku yang ada di pelukan Sea, meletakkan ke meja. Dan anggap ia sinting, katena tangannya mulai mengangkat tubuh Sea ala bridal, membawanya ke luar dari kamar uptuk memindahkan.

Saat pintu ditutup dari luar, Star membuka mala, melihat semua yang dilakukan Rigel pada pelayannya. Ia mengembuskan napas panjing, memaksakan matanya agar kembali terpejam. Walau ia tahu, air mata mulai

berjatuhan.

Hari kelulusan yang dinanti seluruh murid kelas XII sudah tiba. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Rigel jadi Juara Umum sekolah Ia dipanggil ke podium sebagai siswa kehormatan untuk memberikan pidato ke selaruh siswa dan para orang tua yang menghadiri acara kelulusan sia ik ini.

"Rigel, silakan kasih masukan untuk semua adik kelas dan teman-teman

kamu agar bisa sepesti kamu" Gurunya mempersilakan.

"Saya nggak tahu mau bilang apa, Bu," Rigel menggaruk kening, dan sugra tawa ternan-temannya seketika menggema memenuhi tempat acara.

"Ya ana gitu. Terserah kamu." Semua guru menghela napas pelas. Mengapa otak encer itu tidak diberikan pada siswa lain yang membutuhkan saya?

"Saya Rigel, Terama kasah Semangat!"

Sudah, hanya sebatas itu. Tidak sampai dua menit dia berdiri di sans. Rigel sudah turun lagi. Tidak ada wejangan yang mengharu biru, malah hampir dari mereka semua menertawakan kekonyolan pidato-ah, bahkan itu ndak bisa disebut sebagai pidato. Tiga tahun satu sekolah bersamanya, tidak ada yang heran melihat tingkah tengil itu.

Saat acara telah selesai, banyak buket bunga yang diterima Regel Beberapa memintanya berfoto bersama sebagai kenang-kenangan Bisa d.katakan, Rigel pun menjadi siswa hilusan terbaik tahun ini dengan nilat yang nyaris sempurna di semua mata pelajaran. Semua guru kesal pada

kelakuannya, tetapi mereka juga bangga mengingat prestasinya.

"Kak, pasti aku bakal kangen banget sama Kakak!"

"Kak, selamat! Katanya udah keterima di tiga Universitas ya? Nant-

clausayani

rencana pilih yang mana?"

Rigel menolak menjawah, menepis tangan-tangan itu dan menghampirl Stat dengan semangat. Ia melingkarkan tangan di bahunya, secara otomatis

hampar semua mata menatap ke arah keduanya.

"Hal," Ster yang sedang mengobrol dengan teman-temannya, menoleh. Beberapa teman yang sempat mengerubungi, memberikan mereka ruang untuk bicara berdua saja. Rigel meletakkan semua buket bunga yang diterima secara asal ke kursi, kemudian menyerahkan rangkaian bunga yang sedari tad, ta pegang dan pesan khusus untuk Star "Buat kamu. Happy graduation day."

Star tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia menerima

buket bunga itu, menghurup aromanya dalam dalam dengan senang.

"Terima kasih," Star menatap Rigel, senyumnya kian melebar di bibir merah mudu itu. "Selamat juga biiat Kak Rei. Semua orang bangga sama kamu, apalagi setelah mendengar pidato kamu yang sangat sangat menyentuh hat, itu. Termasuk aku. Aku merasa di atas angin punya ... kekasih sepintar kamu." Bisiknya sangat pelan.

Rigel senang melihat Star tidak terlalu murung dan ikut berbahagia juga, Padanal ia sempat sangai khawatir hubungan mereka akan terganggu

kajena rencana pendidikan yang belum bisa sejalan.

Rigel menarik pelan hidungnya "Nggak usah ngeledek!"

"Sakit, tahu" Star memukul perut Rigel, mengusap hidungnya sendiri. "Hadiah aku nanti ya, sore mi. Aku ingin kita merayakan berdua aja."

Rige, mengangguk antusias, mengusap rambut panjangnya dengan

sayang, "Nggak sabar pengin cepat ketemu sore."

Rigel tahu, selama dua minggu ini Star berada di titik terendahnya. Dia tampak murung dan tidak berseinangat. Star audah belajar dengan sangat keras, bahkan lebih keras darinya, tetapi dia tidak diterima di satu pun Universitas di mana Rigel mendaftar Seleksinya memang sangat ketat bahkan dari semua teman-temannya yang ikut mendaftar di tiga universitas tu, hanya Rigel seorang lah yang diterima. Dan sampai saat ini, Star masih adak tahu akan melanjutkan studinya di mana.

"Mama dan Papa terlihat sangat bahagia." Star tersenyum menatap kedua orang tuanya yang sedang mengobrol dengan guru. "Setidaknya, salah

Metti dari anak mereka bisa dibanggakan "

Diam-diam, Rigel menggenggam tangannya, "Kamu ngomong apa sih? Hanlnya itu udah nggak terlalu penting. Star. Yang penting buat mereka, kamu udah berusaha semaksimal mungkin. Kampus masih banyak, for God's sake!"

Star kembali tersenyum, lalu mengangguk kecil. "Iya, ıya... pokoknya,

nanti sore ya. Aku tunggu di Ritz kamar nomor 1005."

Rigel mengulum senyum, "Di hotel?"

"Di mana lagi? Aku ingin hanya kita berdua. Aku nggak man ketahuan

sama siapa pun lagi."

Saat mereka bicara, beberapa anak meminta foto dan menghampiri keduanya Dengan riang. Star tentu saja mau dan melayani satu per satu. Berbanding terbalik dengan Rigel yang sudah maias dan menepis berulang kali tangan gadis gadis itu yang ingin dicantelkan ke lengannya.

Mata Rigel terpicing, melihat Sea baru terlihat sejak pagi-seperti anak

hilang di antara keramaian para siswa

"Sebentar, aku ke sana dulu," izin Rigel pada Star, malas meladeni pira gadis berisik itu.

"Sea, lo ke mana aja dari tadi?" tegur Rigel, menghampiri.

Sea mendongak, "Di ann aja."

Mata Rigel jatuh pada tangan Sea yang menggenggam setangkai bunga warna putih. "Buat siapa tuli?"

Sen berdeham, menyodorkan bunga itu pada Rigel. "Selamat untuk

kelulusan kalian."

Rigel menyeringai, menerumanya suka cita "Ngasih bunga juga lo? Gini dong, biar kavak heti manusia dikit \*

Sea menunjuk ke arah gerombolan perempuan yang sedang berlow

dengan masing-masing tangan menggenggam sebuket hunga.

"Bunga salah satu dari mereka jatuh"

Sepasang alis Rigel saling bertaut. "Terus...?" Ia harap-harap cemas.

"Saya pungut."

"Maksud lo . hunga itu dapet mulung?!" Rigel ngegas, tidak terima.

Sea mengangguk kecil tanpa dosa, "Iya"

Rahang Rigel mengetat, mengatur napas untuk menetralkan kekesalan. "Sehari a,a lo nggak bikin gue kesel, bakal sujud syukur gue!" Dis meninggalkan dengan langkah lebar, tetapi bunganya tetap dipegang-

Sea pikir Rigel akan membuangnya

442

Sesuai janjunya dengan Star siang uni. Rigel memasuki Hotel Bintang Lima itu pada pukul tujuh malam. Merapikan kemejanya di depan pintu kamar, ia mengetuk pintu. Deg degan sekaligus antusias menjadi satu

"Hai..." sapa Rigel dengan suara beratnya saat pintu terbuka Di balik punggung, satu buket besar bunga mawar kembali ia sodorkan. "For you."

Star berdiri di sana mengenakan dreis putih selutut tampak begitu anggun dan cantik. Rambutnya dijepit ke samping, memperlihatkan 44

### clausayoni

rahang dan lehermya yang jenjang.

"Hai," Star menyambutnya, lahi berjinjit dan memberikan pelukan

hangat "Selamat datang Tuan Rigel yang terhormat."

Rigel membalas pelukan, sedikit mengangkat tubuh Star dan membawanya ke dalam Saat pintu telah tertutup, Rigel menangkup sebelah pipi Star, mencum bibirnya yang kemerahan dengan lembut dan teratur. Star membalas, melingkarkan tangannya di leher Rigel.

"Aku suka aroma kamu," Star terkekeh pelan, saat mereka menjeda dan

mengambil napas.

"Maaf, aku telat ya? Tadi jalanan himayan macet."

Star menggeleng, "Nggak apa-apa." Ia menggenggam tangan Rigel, menuntunnya ke meja di tengah ruangan yang telah terhidang banyak makanan.

Rigel menatap meja, kemudian membalik tubuh Star dan menatapnya lekat "Ini dalam rangka apa sih?" Ia sebenarnya bingung, tidak biasanya Stari memberikan surprise seperti ini.

Star meletakkan kedua tangannya di pipi Rigel, mengusapnya lembut.

"Merayakan kesulusan kita, dan ... kepergian kamu kuliah di Amerika."

"Komu kayak apa aja, Kamu juga naoti ikut, kan, ke sana?" Rige. melepaskan tangan Star, mendorong kursi untuknya. "Silakan duduk tuan Putern."

"Aku nggak ikut ke sana."

Gerakkan Rigel terhenti la menoleh dan menatapnya, "Kenapa?"

"Lebih baik kita makan dulu aja. Kak Rei pasti lapar," Star tersenyum, mersih tangan Rigel yang tidak teraih karena dia sudah menjauhkannya.

"Ada apa?" tanya Rigel serius, menatapnya berusaha mencari jawaban. R gel tahu, ada yang salah di smi. Star terlihat aneh, lebih diam dan kalem. Tidak seberisik dan seriang biasanya. "Ada yang ingin kamu bicarakan sama uku, iya, kan?"

Hening, cukup lama mereka terdiam. Rigel sabar menunggu, apa yang

sebenarnya ingin dikatakannya,

"Kak, kita putus aja," Star menunduk, tidak sanggup menatap ke dalam manik Rigel. Bulir bening yang semula ditahan, meluncur jatuh begitu mudah dezi netranya.

"Jangan bercanda, Samo sekali nggak lucu." Rigel masih tidak

menganggap serius ucapannya

"Aku serius." Star mendongak, pipinya telah basah oleh air mata. "Aku ingin kita mengakhuri hubungan ini. Kamu akan pergi ke luar, dan aku nggak <sup>biga</sup> di sana, di samping kamu!"

Dia tersenyum pahit, rasa tidak percaya dan kecewa bersarang menjadi

sakut yang sekarang mulai meninju dada. Ia membuang muka ke samping, sebelum menatapnya lagi. Taram dan dingin.

"Lalu, apa masalahnya? Iikapun kamu nggak bisa ikut, kita masih bisa

berkomunikasi. Kita nggak hidup di zaman batu, Star!"

"Kak, kehidupanmu sangat menakutkan. Aku takut Aku takut kamu akan ," Star tidak mampu melanjutkan, mengusap air matanya, "Kah aku nggak bisa melanjutkan. Maaf."

"Kamu takut aku tidur dengan perempuan lain di sana?" Rahang Rigel

mengetat, menekankan nada suaranya. "Begitu?"

'Aku ingin fukus pada pendidikanku. Seharusnya, memang dari awal aku nggak pernah menerima kegilaan ini. Aku nggak bisa bertahan dalam hubungan yang nggak berumah. Aku nggak mau lagi ngecewam Mama sama. Papa. Aku takut, Kak. Aku takut mereka tahu tentang kita."

Rigel diam, dia hanya menatap Star dengan sorot yang terlihat menakutkan Tampan Sangat tampan Bohkan saat dia terlihat murka seperti

ini, ketampanan Rigel tidak berkurang sedikit pun.

Star hendak meraih tangannya, Rigel segera menjauhkan. Intinya dari keputusan sepihak ini, Star tidak memercayainya. Padahal selama berhubungan dengannya, Rigel bahkan tidak pernah meniduri perempuar mana pun Setakun mi, dia sangat setia padanya. Semua gadis tidak pernah bisa meruntuhkan semua komitmen yang ia pegang bersamanya.

"Kak, tolong jangan seperti ini. Kiia masih bisa menyelesaikan baik-

balk. Say sometning, pleasel"

"Aku harus mengatakan apa" Rigel menatap nyalang ke luar je idela. Ia tidak menyangka, patah hati tempata rasanya sesakit uni "Jika ada satu hal yang bisa membuatmu membatalkan, demi Tuhan, Star, aku akan melakukannya."

"Kak, habungan kita dari awal memang salah. Tidak seharu "

"Seharusnya kamu menolakku saat itu! Kita berdua tahu hubungan im memang salah!" bentak Rigel, kembali menatapnya "Kita tahu, Star. Kita sudah tahu ini terlarang Kenapa baru sekarang kamu mengatakannya?"

Tanpa henti, buhr bening itu dengan deras terus berjatuhan. "Karena aku pikir kita berdua akan baik-baik aja. Nyatanya, aku nggak' Aku selalu merasa was was, aku takut, aku nggak tenang. Aku nggak mau terus hidup di samping orang yang selalu membuatku ketakutan. Setiap kali aku melihatmu berjama wanita lain, aku akan bertanya-tanya, dia siapa. Sejauh mana hubungan kalian. Apa kamu pernah tidur dengannya? Aku sulit mengenali diriku sendiri karena aku ingin tampil sepantas mungkin di mata kamu. Aku ingin seperti mereka, yang bisa membuatmu menjatuhkan diri dan menghabiskan sepanjang malam waktumu bersamanya."

### classogani

Kedus tangan Rigel menyepal, matanya memerah.

"Kak, aku nggak bisa lagi menjalam hubungan ini. Kita nggak akan

pernah bisa menyatu."

"Baik, Kito putus." Rigel mengucapkan dengan dingin. "Kita selesal." Rigel berbalik, Star meraih tangannya. "Kak, tolong jangan seperti ini" "Lepaskan, Star,"

\*Kak. ."

Rigel mengentakkan tangan Star dengan keras. "Jika ingin mengakhiri,

lakukan dengan benar!"

Star tidak lagi menyusul. Kecuali air matanya yang terus mengalir. m tidak lagi bersuara—membiarkan Rigel berjalan menuju pintu dan meninggalkannya.

"Aku nggak pernah menyesal mencintas kamu. Bahkan jika kita harus

kembali ke masa itu, aku akan tetap melakukannya."

Ucapan penutup dari Rigel sebelum menutup pintu, membuat Star tidak mampu lagi menopang tubuhnya—terduduk di lantai dan tersiak menyedihkan di sana.

494

Hampir tengah malam, Rigel masih berada di kelab ditemani seorang perempuan asing yang entah sejak kapan berada di sana dan menggerayanginya Sudah tidak terhitung berapa gelas alkohol yang ta tenggak.

Sialan. Mengapa patah hati harus membuatnya seberantakan ini!

"Rei, lo kenapa sih? Udah, jangan minum lagi. Lo udah mabok, kamprel!" David tiba-tiba menginterupsi -sudah jengah mehhat Rigel mabuk-mabukkan. Dia tidak pernah minum sebanyak malain int. Biasanya egelas-daa gelas, tidak pernah sampai teler.

Natman, kıcanan David tidak sama sekalı dıacuhkan oleh Rigel Dia memmta dua botol whiskey lagi pada bartender, menuangkan ke dalam gelas

dengan susah payah.

"Harr mi acara kehilusan lo, kan? Gue denger dan anak anak, lo juga juara umum Keren , gue bangga bisa berteman sama bocah pinter." David

mengutap kepalanya, yang langsung ditepis Rigel dengan kasar.

"Singkirin tangan lo!" Rigel akan kembali menenggak, tetapi gelasnya ditahan oleh sescorang. Ia menggeram, mencengkeram tangan itu dengan erat, "Anjing, minggir—Seyasa...?" umpatan Rigel tertahan, melihat Perempuan dingin itu berada di hadapannya.

"Agapam lo di sim?" Rigel merebut gelas itu, kembali menenggak isinya.

"Gue yang telepon dia. Lo udah mabok, mending pulang sana."

"Gue nggak mabok," Rigel masih akan menuangkan, tetapi Sea dengan cepat merebut dua botol minuman itu. Rigel mencengkeram kerah kaus Sea, menatapnya dingin. "Lo pikir lo siapa?! Jangan mentang mentang gue baik sama lo akhir akhir ini, lo punya hak untuk mengatur gue!"

Sea tetap menjauhkan botol itu, mengempaskan cengkeraman Rigel

yang tidak terlalu erat di kerahnya. "Pulang."

"Jangan ikut campur urusan gue!" Rigel tidak mendengar, dia lagi lagi memesan. "Gue minta dua botol kayak tadi!"

"Jangan dikasih." Sea menyahut

"Mana, cepat?! Gue yang bayar. Jangan dengerin dia!"

Geram, Sea menank kerah kemejanya agar ta hangkit dan kurs bar, "Ayo pulang."

Rigel yang sempoyongan, mengentakkan tangan Sea. "Gur udah bilang

menjauh—"

BUG

Satu tonjokkan mendarat di pipi Rigel dengan keras. Rigel terdampar di lantal, hilang keseimbangan saat Sea menonjoknya sekuat tenaga. Sungguh, Sea benci melihat orang mabuk. Ia benci ketika kewarasan diambil alih oleh cairan alkohol.

Kontan saja mereka dijadikan pusat perhatian. David mengatupkan bibir, meringis ngilu melihat sudut bibir Rigel pecah dan mengeluarkan darah.

"Lo , barusan nonjok gue?!" Rigel menatap Sea dengan tajam. Susah payah, ia berusaha bangkit seraya memegang pipinya sendiri. "Lo berani sama gue?!"

"Iya, Agar otak lo yang berceceran ngumpul semua di kepalai" tukas Sea

tidak kalan tajam, tidak lagi menggunakan bahasa formal.

Rigel maju, tetapi dia malah kembali ambruk di lantai. Keseimhangan tidak lagi bisa didapatkan.

"Awas lo ya Gue balas nanu!" Rigel meracau.

Untuk mengangkat tubuhnya sendiri saja dia tidak bisa, tetapi malah

sok mengancamnya.

"Sea, kayaknya malam ini kalian jangan pulang dulu. Orang tua Rei pasti akan marah besar lihat keadaan anaknya berantakan kayak gini Gor siapin kamar aja ya di atas?"

Sea menatap Rigel, menendang-nendang pelan betisnya. Tidak ada

respons, Rigel sepertinya sudah benar benar hilang kesadaran.

"Ya sudah," Akhirnya man tidak man ia menyetujui ide David. Ia tidak mungkin membawa Rigel dalam keadaan ini. Di dalam kamar, dengan bantuan David, tubuh tinggi Rigel diempaskan ke atas kasur.

"Kebanyakan dosa lo. Berat bener!" David memijit bahunya.

pun dengan Sea yang ngos-ngosan memapah Rigel dari kelab di lantai dasar, ke lantai empat gedung im.

"Ya udah, gue tinggal dulu ya. Kalau ada perlu apa-apa, telepon aja."

Sea mengangguk kecul, dan tidak lama David keluar dari kamar

Menatap Rigel, rasanya Sea ingin mendaratkan sekali lagi tonjokkan di wajahnya. Ia tidak mengerti, apa yang membuatnya mahuk-mabukkan

seperti int

Sea mengembuskan napas panjang, lalu membantunya melepaskan sepatunya. Masuk ke kamar mandi, ia membasahi handuk kecil dan merangkak ke atas tubuh Rigel mituk mengelap wajahnya. Bau alkohol yang menyengat membuatnya sesekah menahan napas. Setelah selesai, Sea beranjak dari kasur. Namun, belum sempat kakinya ditapakkan ke lantai, Rigel meraih pinggangnya dan membanting tubuhnya ke kasur.

"Kamu pikir kamu bisa seenaknya melakukan ini sama aku? " tatapan

sayu penuh amerah, sedih, kecewa, tersorut pada sepasang matanya.

"Tuan, lepaskan!" Sea tentu saja memberontak.

"Aku berusaha menjadi yang terbaik. Aku nggak pernah meniduri siapa pun Nggak pernah! Dan kamu seenaknya melakukan ini sama aku?!" Rigel mencengkeram rahang Sea, memajukan wajahnya, dan sebelum Sea dapat menghindar dari kurungan tubuhnya, dia telah melumat dengan kasar.

Sea meronta sekuat tenaga. Ciuman Rigel benar-benar di luar kendali. Sea berusaha keluar, dan dalam satu entakkan, ia menendang perutnya hingga Rigel terjatuh ke samping. Sea duduk di atasnya, siap melayangkan tonjokkan. Namun, terbenti, saat kedua mata Rigel tertutup dan napasnya mulai teratur.

Dia .. tidur? Atau pingsan?!



Rigel melenguh pelan sambil memegang kepalanya yang terasa luar biasa pening Saat membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah telapak kaki Sea yang berada tepat di depan wajahnya.

Ya, pemirsa TEPAT BERADA DI DEPAN WAJAHNYA! Jempol kakinya bahkan menyentuh ujung hidung Rigel. Sedikit saja bergerak, ia

pasti sudah ketendang.

Dasar Sealandi

Apa susahnya sih tidur bersisian dengan benar? Para perempuan lain berlomba ingin tidur dengannya. Dan si Laut ini malah menyuguhkan kaki di malam pertama acara tidur mereka. Tidur sampingan secara layak, memang tidak bisa? Rasanya akan sedikit lebih romantis seperti di filmfilm saat membuka mata. Kepala dan kepala, saling berhadapan. Tidak sengaja berpelukan. Salah satu memandang, Bukannya malah bangun dalam keadaan bar bar seperti ini!

Rigel menelan saliva susah payah, melepaskan satu tangannya di bawah kaki Sea pelan pelan. Dua betis Sea yang ramping menunpa lengannya hingga ia sedikit mati rasa. Ia tidak mengerti lagi mengapa harus ada acara

peluk-pelukkan kaki.

lipk, Rei, Itick. Ngapam lo meluk kaki krempeng ini?

Mereka tidur di satu ranjang yang sama. Tetapi kepala keduanya menghadap ke arah berlawanan. Rigel di sisi bagian atas kepala ranjang, dan Sea di sisi bawah. Ruangan ini memang cuma menyediakan ranjang, tanpa sofa. Biasanya saat sudah di ujung dan tidak tahan jika harus mencari hotel, para pendosa itu mencari tempat terdekat, dan di sinilah surga dunia sementara untuk meraih pelepasan.

labsedikit mengangkat kepala, melihat ke bawah kakinya yang

### clarisagane

ditiduri Sea Bukan hanya tangannya yang terasa mati rasa, kakinya juga. Sea menjadikan kakinya sebagai bantalan. Tidak ada yang lebih aneh dari keadaan mereka pagi ini. Mudah sekali jika ingin membalas Sea akan perlakuan kusarnya semalam. Ia hanya perlu menendangnya, dan Sea pun akan sama terhika. Namun, wajah lelap dan dingin itu malah ditatap cukup lama olehnya— untuk sekadar memastikan bahwa seseorang benar-benar ada di dekatnya, saat ia hancur karena keputusan sepihak yang dilakukan gadis yang dicintainya.

Sea itu ibarat Palung terdalam Mariana. Dingin, misterius, dan tak tersentuh. Rigel benar-benar sulit menyelami kedalamannya—bahkan sampai hari in. Ia tidak pernah tahu apa yang sedang dia pikirkan. Apa yang sedang dia rasakan. Bagaimana dia menggambarkan kehidupan. Kecuali di malam ulang tahunnya saat itu, Rigel tidak mainpu meraba seperti apa Sea

sesungguhnya

Apa yang telah Sea lewati dalam kehidupannya? Mengapa tembok yang diabangun lebih tinggi dari tembok Cina? la juga jadi penasaran, bagaimana suaranya saat mendesah mencapai klimaks setelah penyaman? Atau, diahanya menatap pasangannya dangan datar, lalu mengatakan, 'terima kasih, saya sudah selesai', begitu?

Saat mata Rigel jatuh pada bibir tipis Sea yang terkatup rapat, ingatan mengerikan tadi malam perlahan mulai terkumpul, Rigel menggeriakkan gigi mengingat kejadian bodoh yang dilakukannya. Kepalanya tiba-tiba terasa semakin pisang. Bagaimana mungkin ia menciumnya? Bagaimana mungkin? Mau tidak mau, ia harus pura pura pingsan saat sadar apa yang sudah ia lakukan. Tonjokkan Sea serasa mampu meruntokkan gigi, dan ia harus diam seraya menutup mata seperti orang mata.

Tidak akan ada yang pingsan setelah ditonjok sekeras itu, buddy, tidak ada! Bahkan sampai Sea mencan posisi tidur dan akhirnya memutuskan ikut metebahkan diri di ranjang, Rigel masih cukup sadar, sebelum akhirnya ta benar-benar terlelap karena nyeri di ulu hati yang tak kunjung hilang.

Erangan pelan Sea membuat Rigel dilanda gugup liebat. Apa ia harus menutup muta? Atau, biarkan saja Sea tahu ia tengah memerhatikannya?

Namun, bekum sempat berpikir lebih. Sea telah membuka mata, mengerjap pelan dengan sepasang mata sayunya. Dan di detik selanjutnya, tendangan telah mendarat di wajah Rigel dengan sempurna Rigel sudah keliru menyamakan Sea dengan palung terdalam Mariana. Nyatanya, Sea tidak lebih dari kocheng orens. Bar-bar tidak berkesudahan.

"Fuck, Sea, fuck!" umpatan Rigel mengalir lancar. Ia mengerang, menekuk lutut sambil menangkup wajahnya. Rigel tiba-tiba menyesal, mengapa ia tidak melakukannya dukuan "Lo kenapa sih?! Sakit, Seyaaa...

sakit<sup>en</sup>

Sea langsung bangkit, melihat keadaan Rigel. "Saya kaget."

Tetapi nadanya tidak seperti orang kaget. Intonasi kaget sepertinya tidak terdengar seperti itu. Sea merusak ekspresi kaget pada umumnya, Dia selalu jadı perusak momen membahagiakan apa pun. Diangkat unggi, lalu dnatuhkan sampai nyaris matt.

"Kaget sth, kaget, tapi nggak usah nendang juga. Busa, kan?!"

"Namanya saga kaget," Sea masah mengumpulkan nyawa yang berpencat. menatap Rigel yang meringu ringis memegangi hidung mancungnya, Sea menjulurkan telunjuk, menyentuh bahu Rigel. "Saya kaget"

Ucapan itu diilang, seolah penjelasan yang dia tahu hanya kalunat itu. Suasana hati Rigel yang semula mellow, berubah dalam sedetik. Sekarang

razanya ia ingin mengamuk.

Rigel menepis tangan Sea, menggerutu seperti anak lima tahun, "Posisi kayak gin, sehatusnya digunain buat 69-an. Dan lo malah nendang gue"

"Ade jangan nangis. Kakak minta maaf"

Rigel menatap Sea dengan kesal. "Nggak lucu Ini beneran sakit Lo mah keterlahian, Ut."

"Okay," gumamnya pelan, meraih tisu di meja nakas dan menyerahkan

pada Rigel. "Hidung Anda juga berdarah."

Rige mendecak, meraih tisu dengan kasar di tangan Sea. Mendengar Sea berbicara tanpa nada membuatnya semakin marah. Terdengar panik sedikit bisa kan?

Dia membuang tisu ke lantai dengan berapi api "Nggak akan ada yang nyangka tisu itu dibuat untuk nyeka darah hidung dari kebringasan lo Gue pasti dikira abis merawanin anak orang"

Sea tidak menyahut, duduk diam menatap Rigel yang sedeng mengoceh

kotor dan menggerutu begitu deras.

"Fh. to tidur di kakı gue. Nyaman banget ya? Makasih loh, sekarang kakı gue mah rasa m

Jika Anda berani mecam macam, saya jadi bisa langsung mencabit kaki Anda," balas Sea datar, bersiap turun dari ranjang.

Wah... alasan yang luar biasa.

"Kita harus segera pul---"

Secepat kılat, Rigel meraih pinggang Sea dan kembali mengentakkan tubuhnya ke kasur, mengunci dengan gerakkan cepat.

"Coba a a." Rigel menyeringai,

Sea meronta-ronta jengkel. "Lepaskan"

Rigel tersenyum miring, menahan dua tangan Sea yang tidak bisa diam di atas kepalanya "My Seyaa... gue semalam mabuk, itu kenapa lo bisa kabat clasionyani

dari gue. Tapi kalan kita ngelakuin aekarang, beda lagi ceritanya."

Mereka adu kekuatan di atas ranjang itu hingga berderit cukup keras. Terhhat seperti gulat, dan Rigel tetap berhasil melumpuhkan titik ketemahannya. Ia mendekatkan wajah, berbisik di telinga Sea.

"Lain kali, jika kita berciuman, gue bisa memastikan di detik selanjutnya itu adalah penyatuan." Rigel sedikit menjauh, menatap Sea lebih lama. "Bibir

lu – ternyata rasanya seperti itu. Gue nggak nyangka."

Sea tercekat, membulatkan mata la pikir semalam Rigel tidak sadar karena dia sedang mabuk berat.

Setelah mengatakan itu, Rigel bangkit dari atas tubuh Sea. "Tunggu aka ya beyaa sayang. Aku mau mandi dulu sebentar" benyam membingkar bibirnya. Senyum culas, lebih tepatnya. "Kecuali... kamu juga mau ikutan. Pintu nggak dikunci kok."

D.a berjalan ke kamar mandi dengan santai sambil melepaskan kemeja hitamnya dan dilemparkan ku atas ranjang. Sea mengembuskan napas pelan, sudah tidak anch lagi menghadapi kelakuannya yang kekanakan.

"Dasar sinting!"

Berhanding terbalik dari ketibutan di dalam kamat, saat keduanya telah memasuk, mobil, Rigel jadi begatu pendiam. Dia fokus ke jalanan, tidak mengeluarkan sepatah kata pun suara. Sudah sejak keluar dari kamar mandi sebenarnya, ekspresi dinginnya belum sirna hingga mobil memasuki gerbang rumah megah keluarga Satpam menyapa ramah, Rigel hanya mengangguk kecil dan melanjutkan lajuan mobil.

Diparkir sembarangan, dia mematikan mesin mobil sambil menyandarkan punggung - melihat Star dan ibunya berjalan ke teras rumah dengan khawatir.

"Sea, lo pernah nggak patah hati?" mata Rigel jatuh pada Star, yang pagi tul mengenakan kaus tonggar putih dipadukan dengan celana denim pendek.

Sea menoleh, menatap Rigel "Patah kaki, saya pernah."

Rigei mengangguk kecil, "Better." Dia melepaskan seatbelt, lalu keluar dari dalam mobil dengan ekspresi hampa yang tidak pernah Sea lihat sebelumnya.

Sca tidak masalah melihat kebisuan Rigel. Hanya sedikit aneh saja kenapa suasana natinya berubah sekilat itu. Apalagi setelah mabukmabukkan sampai hilang kesadaran seperti semalam. Ia juga masih ingat racanan Rigel yang terdengar marah dan putus asa. Walaupun ia tahu Rigel memperlakukan orang lain dengan sangat buruk, tetapi untuknya, dia selalu menjad, orang yang paling nyinyir dan menyebalkan. Tidak sedingin dan

sependiam ini

"Rei, semalam kamu habis dari mana?" Lovely mengomel, menghampiri

putranya.

Star diam di tempat, tidak berani mendekat. Hanya menatapnya sama khawatar seperti ibunya. Rigel membuang muka, masih sulit untuk bersikap biasa-biasa saja di depan dia. Pasti ia terlihat sangat menyedihkan sekarang di matanya.

"Ma, tolong majukan jadwal keberangkatanku ke Amerika."

I ovely menatap heran. "Loh, kenapa?"

"Please," pintanya, tanpa menjelaskan. "Aku ke atas dulu." Mekwati Stur dengan dingin, Rigel masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke kamarnya.

"Kakak kamu kenapa sih? Mendadak pengin cepat ke sana." Lovely

berdecak pelan, melihat sulungnya tampak lesu seperti itu.

"Aku nggak tahu," gelong Star, sambil menatap punggung Rigel dengah nelangsa yang mulai menghilang tertelan jarak. "Ma, aku ke dapar dulu, Kuenya belum setesai dipanggang." Izin Star dan buru buru berlalu se dapar sambil menyeka cepat air mata yang mengalir dan kedua netranya

"Sea, kalian habis dari mana?"

Giltran Sen yang diinterogasi oleh majikannya. Perhatian Sea yang semula tertuju pada kedua anak itu, dialihkan pada Lovely

"Dia mengunjungi temannya, Nyonya,"

"Teman yang mana?"

"David"

\*\*\*

Di siang hari, saat Sea tengah duduk di kursi dekat kolam ikan, Star menghampiri dan ikut duduk di sampingnya. Sea menoleh sekilas, sebelum menatap lagi ke depan.

"Kalian semalaman berdua aja ya?" Star tiba-tiba bertanya.

Mendengar pertanyaan Star, Sea menatapnya, "Semalam dia mabuk"

"Lalu?" Star menginginkan lebih banyak penjelasan Ia tidak bisa menanyakan apa pun pada Rigel, meski hatinya khawatir melihat lebam di wajahnya. Bahkan saat ia mengetuk pintu, dia sama sekali tidak membiarkannya masuk.

"Kami tidur di tempat temannya. Tuan Rei pingsan."

"lidur di satu kamar bersama?" Star masih ingin tahu. "Maaf, aku » aku menelepon dia, tapi berulang kali nggak diangkat semalam. Dan dia » dia marah sama aku."

Sea menatap Star lebth intens, tanpa mengatakan apa-apa. Ia tahu, bukan (tu inti dari pembicaraan ini. Star menghampitinya bukan untuk

### clasifagani

sekadar basa-basi kosong.

"Kami sudah putus." Star memberitahukan dengan suara yang nyaris ndak terdengar. "Kami sudah mengakhiri hubungan im."

"Sebagai saudara?" spontan, Sea bahk bertanya.

Star tersenyum pahit. "Anch ya mendengar itu?" Ia mengembuskan napas berat. "Terima kasih sudah menyimpan rahasia ini dari semua orang. Aku sangat menghargainya."

Sekarang jadi begitu masuk akal mengapa Rigel tampak berantakan.

jadi - karena mereka sudah mengakhiri tali kasih terlarang keduanya.

Sea menatap kolam ikan lagi. "Itu lebih baik, Jangan mengecewakan orang tua kalian demi memenuhi ego ingui memiliki yang jelas-jelas bertentai gan dengan hukum alam. Kalian nggak akan berharap orang yang tadinya hegitu hangat, bertihah menjadi dingui Itu menyakitkan, Nona."

"Dia sangat mencintatku. Kamu juga pasti tahu kan, Sea? Aku nggak tahu bagaimana menyembuhkan lukanya. Aku takut dia membenciku." Star

terdengar frustası.

Sea pun bisa melihat, kalau Rigel sangat terluka dengan kepulusan sepihak Star Demi Juhan, ia hanya tidak mengerti mengapa mereka bisa

saling jatuh cipta sedalam im.

Tidak mendapatkan respons apa-apa dari Sea, Star bangkit dan kural. "Kalau begitu, aku masuk dulu. Tadi paga aku membuat kue. Jangan lupa dicoba ya Nanti kasih tahu aku gimana menurut kamu rasanya," Bibir Star tersenyum. Senyum yang dipaksakan "Dan kalau bisa, ajak Kak Rei juga Aku membuatkan kue itu khusus untuk dia. Dia nggak terlalu suka yang manis, tapi dia pasti memakan apa pun yang kumasakkan."

Star berlalu dari taman setelah mengatakannya.

Sea juga baru tahu, kalau Star pintar memasak. Satu hal yang tidak bisa Sea lakukan. Sampai hari ini, kompor tidak pernah bisa menjadi teman baiknya. Memasak bukan hal yang disukannya.

\*\*\*

Satu minggo setelahnya, hari keberangkatan Rigel ke Amerika akhirnya datang. Rigel menatap Star yang sedang duduk di sofa, menonton tayangan di televisi dengan pandangan kosong. Ia tahu, Star tidak benar-benar memerhatikan acaranya.

"Star, kamu beneran nggak akan ikut nganter? Kok belum slap-stap?"

lbunya menegur, dan langsung mendapatkan gelengan darinya.

Rigel berjalan ke hadapannya. Rasa canggung tidak bisa untuk disembunyikan ketika tubuhnya tepat berada di depan dia "Star?"

"Aku nggak ikut. Aku nggak enak badan." Star bangkit dari sofa,

meninggalkan ruang tamu.

Dia tidak sama sekali berniat ikut mengantar ke bandara. Koper koper besar didorong ke depan dan dimosukkan ke dalam bagasi mobil oleh sopir dan pelayan. Termasuk Sea, dia akan ikut mengantarnya ke bandara Itas permintaan Rigel.

"Kahan itu ada masalah apa sih? Mama heran deh," Lovely berdecak

sambil mengambilkan ransel Rigel dan menyerahkannya.

"Cuma berantem biasa."

"Dan udah mau satu minggu berantemnya?"

"Ma, kita harus segera berangkat." Rigel berjalan ke depan, mencoba menghilangkan pikiran apa pun yang sedang bergentayangan di kepalanya.

Sea mengikuti dari belakang. Rasanya anch saat tahu dia benar-benar akan pergi dari sini Entah berapa tahun dia akan menetap di Amerika. Mungkin saat dia kembali, kehidupan tidak lagi sama. Ia tidak yakin apatih masih bisa melihatnya kelak saat mereka lebih dewasa dari hari ini?

Mobil kehiar dari kedaman, membelah jalanan Ibu Kota yang hari mi cukup lengang, tidak semacet biasanya. Rigel menyandarkan punggung, matanya menalap deretan gedung dengan pandangan kosong. Pikirannya tertoju pada Star Pada apa yang telah mereka lakukan. Pada kegilaan yang telah mereka lewati sepanjang kehidupan. Sembilan belas tahun tidak pernah terpisahkan, kini akhirnya mereka benar-benar harus saling meninggalkan.

"Sea, menurut lo, apa semuanya akan baik-baik aja<sup>2</sup>" Rigel bermara, saat mobil telah tiba di bandara. Hening yang semula mengikat mereka, kini

sedikit memudar saat selamat tinggal sudah ada di depan mata.

"Apa pun yang terjadi, teruslah melangkah Sumuanya pasti akan saikbaik aja"

R gel tersenyum tipis, mendesah pelan. "Nggak ada yang namanya osik

baik aja saat dihadapkan dengan perpisahan."

"Perpisahan tersulit bukan tentang jarak. Selama kita masih berpisak di dunia yang sama, akan ada waktu yang menghapuskan kesedihan. Pada akhitnya, kita akan baik-baik aja. Hanya saja, hari uni bukan waktunya."

Rigel mengacak rambut pendek Sea "Gue selalu merasa aneh sut lo

banyak omong kayak gini."

Sea diam, Rigel melepaskan tangannya dari surai rambut Sea yang

terasa halus seperti biasanya,

"Jangan terluka lagi. Lo cewek. Lebam seharusnya nggak memenuhi tubuh io t.ap saat," Rigel mengangguk angguk, sesak. "Gue harap, lo masih ada di sini saat gue bahk. Dan gue juga berharap, lo akan merindukan gue"

Sea baru saja akan membuka mulut. Rigel langsung membekap<sup>nya</sup>. \*Nggak usah bilang apa-apa. Lo pasti bakal hancurin momen ini deng<sup>an</sup>

bibit to yang beracun. Cukup dengarkan, kalau gue harap, lo juga akan baik-

baik aja."

Dia melepaskan bekapan, mengambil ponselnya di saku celana saat sudah waktunya in berangkat untuk mengejar pendidikan. Rigel mengetikkan sesuatu untuk seseorang yang kum mendominasi kepala, mengucapkan selamat tinggal, meminta maaf telah membawanya ke neraka dan membiarkan mereka tenggelam dalam kubangan dosa.

"Gue berangkat," Rigel meraih handle pintu mobil, sebelum ia berhenti saat mendengar panggilan pelan Sea. "Kenapa? Lo nggak mengharapkan

ciuman selamat tinggal, kan?"

"Saya pasti akan mengingat Anda" Untuk pertama kalinya, Rigel melihat Sea tersenyuan tulus untuknya, "Anda adalah orang yang paling menyebalkan Tentu saya akan mengingat Anda."

Rigel berdecih, laiu mengacak rambutnya lagi. "Gue pasti akan mer ndukan lo itu pasti, My Seyaa..." Dia keluar dari dalam mobil, tanpa

menunggu jawaban dari Sea yang tak mungkin terbalaskan

Sea menatap Rigel dari balik kaca jendela mobil. Tubuh unggi itu berjalan berdampingan dengan kedua orang tuanya Semakin menjauh, menghilang, dan yang tersisa hanya balu-balang orang-orang yang tak dikenal

"Selamat tinggal. Kuharap kamu akan baik-baik sata di sana"

Di dalam kamar, Star menangis sejadi-jadinya. Tertatih pelan, ia bangkit dari ranjang, melihat mobil-mobil itu telah menghilang dari pandangan. Tidak ada seorang pun yang siap dengan perpisahan. Sebab perpisahan selalu saja menyisakan rongga kecil yang hilang. Sebab perpisahan selalu terasa lebih sakit untuk orang-orang yang ditinggalkan.

Ia tidak akan sanggup mengantar kepergiannya. Ia tidak akan mampu melihat R gel melambaikan tangan dan mengucap salam perpisahan untuk terakhir kalinya. Dan ia tidak bisa membayangkan kehidupan tanpa adanya

Rigel di assinya.

Saat ada getaran di ponsel, Star melihat noma Rigel yang muncul di layar Dengan jantung yang bertaluan kencang, ia membukanya.

Membaca pesan terakhir darinya, ia membekap mulut, mengantarkan

kucuran tangis yang tak kuasa lagi Star reda.

Even if I can turn back time, I will still choose you. Even if we can't be together, I have no regret for loving you. Even if you're just a mistake, then you're the best mistake that I've ever had. Falling in love with you was still the best experience.

Mauf. Star, sudah membawamu ke duma kotorku.

Terima Selamat I love you... kasih tinggal untuk Bintang

di

hadtahnya. Galaksiku,



#### Lima tahun kemudian

Manhattan, New York City - Amerika Serikat

Desah napas keduanya mengudara di antara dinding-dinding kamar hote, mewah bernuansa coklat putih. Ranjang berukuran *long siza* itu berderit, sesekali meninju dinding. Pakaian keduanya berserakan di lantai, dari pintu masuk hingga ke ranjang Sepasang tangan rampingnya melingkar di punggung berotot nan keras itu, mencengkeram erat begitu lelaki yang ada di atasnya memompa lebih cepat dan panas.

"Oh my God, you're so good!" perempuan itu mengerang nikmat,

melingkarkan tangan di leher pasangannya.

Tidak ada sahutan, lelaki yang berada di atasnya lebih fokus mengejar

akhir dari penyatuan.

Dengan peluh yang sudah membasahi kening, lelaki itu terus mengentakkan sampai klimaks akhirnya menerjang datang. Dia terengah, kedua tangannya bertopang di sisi kepala kanan dan kiri pasangannya.

Pasangan satu malamnya-lebih tepatnya.

Setelahnya tanpa berkata apa apa, dia bangkit dari ranjang, mengikat

pengaman yang ia pakas dan melemparkan ke tong sampah.

"Wow Kau luar biasa," puji perempuan berambut coklat terang itu seraya bertopang pipi setelah deru napasnya kembali teratur. Tubuh tinggi dan ramping, buah dada yang berisi, bermanik mata hijau, bibir penuh nan sensual, sudah cukup menegaskan betapa sempurnanya fisiknya. Dia sangat cantik, secikit mirip dengan Gigi Hadid. "Aku tidak pernah tidur dengan Pria Asia, karena kupikir mereka payah dalam urusan ranjang. Dan demi Tuhan, kau adalah pengecualian. Ini jauh melebihi ekspektasiku."

Lelakı itu tersenyum tipis nyaris tak terlihat. Dia mengambil tisu,

menyeka keringat yang membasahi dada bidangnya dan sedikit cairan yang menempel di pangkal paha. Kuhi keroklatan dengan abs yang terbentuk sempurna, garis V Line di pinggulnya, dan senjata andalan sebagai pria yang diliputi urat-urat— membuat wanita itu tersenyum merona, menatap lelaki yang baru saja melepaskan diri dari liang surgawinya. Dua ronde selama dua jam, rasanya masah juga kurang. Karena kini, tubuhnya serasa terbakat kembali oleh letupan gairah.

Sex appea! lelaki itu benar-benar membuatnya gila!

"Hari apa saja biasanya kau ke kelab malam?" tanya perempuan itu dengan senyum yang membingkat wajahnya.

"Tidak tentu," ujarnya singkat sambil mengenakan boxer dan celana

iinsnya.

"Biasa di Trexy Club?"

Itu kelab yang beberapa saat lalu dia dan teman temannya kanjangi untuk merayakan pesta kelulusan mereka satu minggu lalu. Mendapaikan gelar MBA di HBS adalah pencapaian yang tidak mudah, sehingga butuh perayaan yang maksimal. Manhattan selalu menjadi tempat terbaik untuk pelepas penat di akhir pekan saat mengunjungi Kota New York—selain Las Vegas.

"Hanya beberapa kali."

"Well..." perempuan itu menggigit bibir, "bisakah aku tahu namamu!

Aku Lea Thompson. Dan ... kau?"

Membungkuk mengambil kemeja navinya, dia menatap perempuan asing itu—Lea namanya—yang berprofesi sebagai model. "Aku tidak berpikir itu perlu Kita sudah selessi, bukan?"

Sediku tergagap, Lea tertawa garung untuk menutupi rasa malu "int pertama kalinya seorang pria menolak untuk hertukar nama denganku.

Interesting."

Saat perkenalan di kelab, keduanya sepakat untuk menggunakan nama samaran. Lea pun tidak mempermasalahkan karena ia yakin percintaan ini tidak akan membekas, tadinya. Tetapi nyatanya, lelaki Asia ini sungguh baik dalam urusan ranjang. Dia tahu bagaimana memuaskan wanita dan membuatnya melayang nyaris lupa nama.

"Dan kau akan ke mana?" Lea menyandarkan punggung ke tumpukan bantal "Baru pukul satu malam. Kita masih belum berakhir, kan? Atau kau

lapar?"

Tubuh tinggi nan atletis itu membelakanganya. Matanya menatap pemandangan malam di luat yang terlihat menakjubkan sera)<sup>2</sup> mengancingkan satu per satu kancing kemeja. Empire State Building—salah satu landmark kota New York terlihat paling menonjol di antara deretan

## clarisagani

gedung-gedung talanya. Lampu-lampu kota di jalanan bawah memperindah suasana. Ia pasti akan merindukan tempat ini. Kota metropolitas terpadat ini seolah tak pernah mengenal kata tidus.

"Pulang."

"pulang? Ke mana? Kau pasti bercanda," Lea menggeleng iidak percaya sere) a turun dari ranjang dan menghampirinya tanpa sehelai pun pakaian. Dia memeluk dari belakang, mencium tengkuknya, "Kau membayar mahal Lamar hotel uni untuk satu malam. Satu atau dua ronde lagi, terdengar lebih baik. Bakankah begitu?"

Belum sempat menjawah, suara ponsel yang bergetar di saku celana memecahkan keintiman keduanya. Dia menjauh dari perempuan itu, lantas

mengangkatnya.

"Halo, Ma?"

"Ilalo, Rel, apa kamu sudah beresin semua barung-barangnya" Papa akan mengirim orang untuk membantumu packing di Apartemen."

"Aku ada party sama yang lain di Manhattan Sebentar lagi pulang."

"Untuk apa jauh-jauh berpesta di sana? Kamu tahu besok siang harus kembali ke Juhurta!" omelnya.

Sambil menatap Lea yang duduk blingsatan menggodanya di ranjang. Rigel mengembuskan napas panjang. Lea tampak tidak mengerti apa yang

dibicarakan "Jangan khawatir. Aku pasti pulang."

Ia memang pasti pulang. Rigel tidak pernah menghabiskan malam sampai pagi bersama dengan satu pun pasangan one night stand-nya. Baginya, hal sepert, itu cukup berguna untuk menghindari hal-hal mereputkan dan sebagai penegasan bahwa mereka telah selesai saat pelepasan didapatkan. Jika sudah selesai bercinta, keterikatan apa pun kandas di antara mereka berdua

"Kamu bawa mobil sendiri ke situ?"

"Iya," matanya melirik jam digital di nakas yang telah menunjukkan pukul 01 15AM. "Aku bisa pastikan jam lima udah sampe di apartemen," lahanya perla waktu 3 atau 4 jam untuk sampai di sana.

"Oke kulau begitu. Hati-hati, Nak."

"Bye, Ma"

Sambungan diputus. Tiga hari lalu, orang tuanya baru sampai ke Jakarta setelah menghadiri acara kelulusan. Dan sesuai rencana awal, setelah semua keg<sub>ratann</sub>ya di Amerika selesai, ia akan ikut bergabung di Perusahaan besar keluarganya.

"Aku barus pulang," tutur Rigel tanpa minat, saat perempuan itu

berbaring di tengah ranjang sambil merenggangkan kedua pahanya. "What? Why? Are we okay?" Lea mengerjap. "Jadi, kita selesai?"

Rigel mengangguk. Ia memasangkan arlojinya di tangan kin, Lea tampak tidak senang dengan itu.

"Apa kau yak.n?" Dia masih berusaha.

"Aku harus pergi," ucapnya setelah memastikan dompet dan ponsel dibawa. Rigel meraih kunci mobilnya di nakas. \*Bye. Senang berkenalan denganmu,"

"Oh, ayolah..." Dia mendesis jengah "Sersously"

Rigel berjalan ke arah pintu, dan tanpa menoleh lagi ke belakang, ta berlalu dari sana. Dan mangan pembuangan spermanya Tanpa perkenalan nama. Tanpa mengucapkan hal manis apa. apa.

Jakarta, Indonesia.

Kepadatan lalu lintas pagi ini benar-benar membuat hampir semua penumpang Bus Transjakarta itu mendesah stres Sudah nyaris satu jam bus bermuatan penah itu tidak bergerak. Kemacetan hari ini sungguh yang terparah. Tinggal di pusat kota menjadikan masyarakat yang tinggal di simmemang sudah harus terbiasa dengan rutinitas kesibusannya yang tidak terelakkan Carut marut kendaran beroda dua dan empat membuat kepala semakin pening saat pandangan jatuh ke luar jendelu.

"Int ada apaan sih? Kok macet banget," protes para penumpang.

Perempuan dengan rambut diikat satu itu mengecek bolak balik jam tangannya Wajahnya tidak terlihat panik, tenang seperti biasa Hanya sesekali keningnya mengernya, penasaran apa yang terjadi di depan. Di antara impitan penumpang lain, tubuh kecilnya tenggelam. Tangannya memegang canteian bus erat erat, berjaga jaga agar tidak terdorong. Sudah pukul sembilan. Seharusnya ia sudah berada di balik kubikelnya. Dering ponsel yang ada di tas telah berteriak berkali kali. Atasannya pasti siap memaki akibat keterlambatannya kali ini.

Dengan susah payah, 1a merogoh ponselnya. Kertas-kertas yang 18 pegang didekap di dada.

"Halo?"

"Lo udah sampe mana sih? Itu laporan penting, harus masuk pagi in 1" pekik suara perempuan di ujung telepon. "Pak Eben udah telepon berulang kati, bisa mampus gue kuluu tahu laporan jam segiru belum ada di meja dia."

Solah sendiri kenapa dia menyuruhnya untuk mengerjakan laporan pajak mi. Padabal mi tidak termasuk ke dalam kerjaannya.

"Jalanan macet, dan saya nggak bisa terbang."

"Gue nggak man tahu, Sea! Lo harus cepet sampe. Gue bisa disemprot abis-abisan ms"

### clarisogone

Sea diam, menatap kemacetan di depan. Ia sebenarnya tengah berpikir keras, walau mimiknya tidak tampak seperti berpikir. Kalau motor, masih bisa selap-selip. Tapi, kendaraan sebesar ini, mana bisa diburu-buru waktu jika terjebak.

"Sea, lo denger gue ngomong nggak sih?!"

"Tya."

"Cepet ya. Gue nggak peduli lo di planet mana. Pokoknya lima belas menit logi harus sampe!" serunya. Sambungan diputus.

Sea mengela napas, tidak yakın hısa sampaı sesuai keinginannya.

"Pak, bisa turunkan saya di depan aja?" pinta Sei saat melihat tanda pemberhentian Transjakarta di tepi jalan Menunggu sampai halte resmi

akan memakan waktu lebih hanyak.

Sea keluar dari bus dan berlari sekencang mungkin ke arah kantor sambil berharap ada ojek yang bisa ditumpanginya. Kuotanya habis dan tidak ada pulsa, la tidak bisa memesan ojek online. Padahai sebenarnya kalau lancat, dari tempatnya terjebak macet tadi, kurang lebih sepuluh menitan sudah bisa sampai.

Saat kakinya sudah di ujung kemacetan, ternyata penyebabnya karena

ada truk yang terguling di tengah jalan. Pantas saja macet total.

Kakınya terus berları, sebelum panggilan seseorang membuatnya berhent...

"Sea, Sea. .!"

Sca menoleh, melihat lelaki betseragam SMA itu terus berseru lantang memanggilnya di atas motornya

Dia membuka helmnya. Wajah manis khas anak remaja dengan kulit putih itu kini nampak di penglihatan. "Kamu lagi ngapain di jalan? Kok chat aku dari semalam nggak dibalas sih? Aku kan jadi sedih. Mood-ku mendung, tahu"

"Rion, kamu nggak sekolah?" Sea mengernyit samar

Bibir tipis kemerahan itu tersenyum semringah sambil menggeleng. "Nggak. Ada rapat guru, jadi dibebaskan. Aku batusan ke tempat kamu, tapi kita malah ketemu di sini."

"Oh."

"Kamu lagi olahraga ya? Badan kamu udah bagus kox. Langsing. Aku udah suka kamu apa adanya. Naik kendaraan aja. Nanti kaki kamu pegel."

Olahraga dari Hongkong!

Bisa antarkan aku ke kantor? Aku telat, Ri, Sea tidak menyahuti pujiannya Ia harus segera sampai.

"Ayoo... 1" Dia terdengar lebih antusias. Rion menyerahkan helmnya. "Aku cuma bawa satu helm. Buat kamu aja, biar muka Sea nggak kena debu."

Sea tersenyum kecil. Bocah ini selahi ada ada saja

Tidak terasa, dia sudah menjadi lelaki tampan berperawakan tinggi. Meski tubuhnya tidak seatletis seseorang dari masa lampan saat pertama kali ia bekerja di rumah keluarganya, tetapi Rion meniang lumayan untuk ukuran seusianya. Dia sebentar lagi delapan belas tahun. Persis seperti lelaki itu saat ia pertama kali mengenalnya.

"Sea, sebenarnya aku lagi bingung, harus senang atau sedih," Rion

membuka percakapan di antara bisingnya suara deruan mesin motor

"Kenapa?"

"Bingung aja," helaan napasnya terdengar berat.

Sea diam, memilih melihat jalanan yang dilalut. "Ri, bisa lebih cepat sedikit? Aku udah ditungguin."

Rion menaikkan kecepatan "Sea, nanti kamu jatuh. Pegangan aja dong.

Biar aku nggak khawatir."

Sea berpegangan. Tetapi hukan ke punggangnya, melamkan ke bagian

belakang.

Saat tiba di depan gedung perusahaan yang menjulang tinggi, satpam depan yang mengenal langsung membukukan palang pintu masuk tanpa pemerikasan, Julas saja. Perusahaan besar mi mulik kekuarganya. Bahkan mereka menyapa ramah kedatangan Rion dan bes

Rion menurunkan Sea di lobi Penampilan Sea terlihat aederhana dan keren di mata Rion. Berbeda dengan para karyawan lain yang bedalulalang mengenakan cok span di atas lutut dan kemeja yang terlihat ketat, Sea memilih mengenakan kemeja putih oversize, dipadukan dengan jins biru dongker panjang. Dan ke bawah, dia memasangkan dengan sepatu keta putih biasa.

Sea turun dari motor ninja Rion. "Makasih ya,"

"Chat aku dibalas dong."

"Aku nggak ada data Nanti aku usi pulsa dulu."

"Nanti aku sein. Fh. sekarang deh aku istin setelah keluar dari sini!"

"Kan udah ketemu,"

"Tapi kan belum dibalas." Rion mengusap tengkuk, malu-nialu "Kamu Jangan lupa makan siang ya. Tadi pagi udah sarapan, kan<sup>3</sup>"

Sea menggeleng. "Aku masuk ya. Jangan ngebut bawa motornya"

Rion tidak kuasa untuk melebarkan senyumnya. Dia mengangguk angguk senang mendapat perhatian seintun ini dari Sea.

Kalau ada yang bilang perhatian Sea biasa-biasa saja, itu paling barisan

haters. Gelud kita yuk!

Sea berbalik badan dan menghela langkah ke arah pintu masuk. "Sea, dadah ." Rion berteriak cukup nyaring hingga membuat banyak

## claritogeni

mata memerhatikan,

Sea meno eh sekulas, melambai singkai.

"Dadah Sea, dadah ..!" ulangnya iagi.

Sea yang sudah di dalam, tidak menoleh. Sepertinya tidak terdengar sehingga Rion menstandarkan motornya dan berjalan ke pintu masuk.

"Sea, Sea, Sea., dadah!"

Sea yang berlaman di lobi menuju lift, menuleh dan menganggua kecil, kambali melambaikan tangan. Wajah Rion terasa panas sekaligus salah tingkah. Heran, kenapa ada perempuan sekeren Sea?

Rion tidak peduli, saat kini dirinya dijadikan pusat perhatian orangorang Dengan hati berbunga-hunga, ia kembah menaiki motor dan keluar

dari erca perkantoran.

la harus segera membelikan pulsa agar Sca-nya yang keren cepat membalas pesumnya,

\*\*\*

Sea keluar dari lift dengan tergesa-gesa. Dan kesialan pagi malah menyapa, saat tubuhnya menabrak Office Boy yang sedang membawakan teh hangat. Dua gelas jatuh ke lantai, sedang sebagian isinya telah mengotori kemejanya

"Aduh, maai Mbak Sea. Aduh, gimana mi?"

Sea mengibaskan tangan, "Nggak apa-apa, Pak Udin. Saya yang nggak hali-hati Maaf ya," ia berjongkok, membantu merapikan pecahan gelas yang berserakan di lantai ke atas nampan.

"Sea, hadeh, lo ditungguin dari tadit" Dara yang terlihat kalang kabut menghampiri dengan cepat, merebut kertas yang dipegangnya "Basah, ya

ampun. !" serunya. "Lo cuma ngerjain gini aja nggak becus."

Sea mengangguk keud pada Pak Udin Ja berdin, menatap Dara.

"Biar saya yang bicara langsung sama Pak Eben. Laporan uni saya yang ngerjain, dan saya minta maaf sudah mengacaukamya."

Dara membulatkan mata, ia cepat-cepat menggeleng. "Jangan! Lo mau gue digerus? Udah, udah... nggak usah diperpanjang. Tadi pas dia datang dan lo nggak ada di meja, gue yang ngasih alasan."

Sea melewati Dara, tidak lagi menghiraukan ucapannya. Ia meletakkan tas di atas mejanya dan berjalan menuju kamat mandi. Ia tidak tahu bagamana membersihkan noda teh int. Tidak terlalu kotot, tetapi tetap saja jejak kekuningannya kelihatan.

Saat keluar dari sana, ia berpapasan dengan Eben—manajer Import

"Kamu tadi abis dari bawah?"

"Saya baru datang, Pak, Saya kesiungan"

"Loh, kata Dara lagi ke bagian resepsionis?" Lelaki berusia 35an tahun itu menautkan alis.

"Ouma melewati."

Eben mengangguk, walau tidak mengerti. Entah siapa yang berbahang, dan yang terlalu jujur. "Lam kali jangan telat. Masa jam segini baru sampe,"

"Bark, Pak,"

See memasuki ruangan. Para karyawan lain terdengar bensik berkumpul d. meja Dara sedang heboh membicarakan sesuatu. Ia tidak terlam mendengarkan, memilih menyalakan komputer. Tumpukan dokumen yang harus ia draftkan menjadi PIB sudah menunggu untuk dijamah. Sudah dua tahun. Sea bekerja di perusahaan ini atas rekomendasi majikannya, Regit i Rion memasuki SMA, ibunya berpikir dia tidak perlu lagi diawan. Bukannya merasa bebas, saat itu Rion malah memprotes keras. Berbanding terhalik sekali dengan dua manusia terdahulu yang ia awasi.

Cuma hermodalkan ijazah SMA, ia masuk ke simi. Padahal semba karyawan di sini sudah berpengalaman atau Fresh Graduute. Kecuah pekerja kebersthan intriimal \$1, baru bisa diterima di bagian kaintor pusatnya.

"Stapa nanti yang ikut sebagai perwakilan bagian tim kita? Gue pengin

dong. Penasaran banget, asli<sup>17</sup>

"Gue juga " seru yang lain, membuat Sea mendesah pelan sult berkonsentrası.

Apa sebenarnya yang mereka ributkan pagi-pagi seperti ini? Heran.

"Pak Eben .ah, selaku manajer tim kita."

"Enak ya, baru masuk udah jadi General Manager aya. Pak Eben lub bust menjabat sebagai manajer biasa aja butuh empat tahun. Kita mau sampe di posis, itu, harus ngos-ngosen dulu."

"Gampang lah. Nanti gue ajak ngos-ngosan bareng," timpal Dara frontal.

"Nggak juga sth. Gue denger dia ikut handle dari tiga tahun lalu. Cuma memang cabang yang di luar Kan SL Shop juga dia sama temennya yang nyiptain. Otaknya encer, ganteng pula"

"Kan pasti ditemani. Yah, paling si Dara. Anak kesayangan semua

orang." Hesti melemparkan lirikkan sebal pada perempuan cantik itu

Dara memang popular di lantai ini. Walau hanyak gosip yang tidak enak tentang bagaimana dia menggoda banyak atasan, tetapi dia tetap dieluk clukkan. Memiliki tubuh seksi, wajah cantik, kulit putih, bibir tebal hasil filter membuatnya digandrungi semua pria.

Mereka masih saling bersahutan, dan Sea tetap tidak memedulikan. Menelepon ke pelayaran, mentransfer data ke Bea Cukat, semuanya ta

kerjakan tanpa tertarik bergabung ke dalam obrolan.

## clarita yane

"Sea, nanti kalau lo ke pantri, mintol sekalian ambilin teh ya."

Sea mendongak sebentar, melihat gelas yang diletakkan di mejanya

"Gue Juga sekalian yn,"

Sea tidak menjawab, kembali memfokuskan pandangannya pada pekenjaan. Kemejanya yang basah dan dinginnya ruangan sungguh memisuk kulit Ditambah lagi elekan semua orang yang bikin kepala sakit.

"See, kamu ikut saya ke meeting nanti. Sepuluh menit lagi ya" Tiba-tiba

Eben muncul

Semua karyawan yang semula berkumpul di meja Dara, dengan cepat duduk di kursi masing-masing sambil menatap Sca. Pun dengan Sea, yang mendongak menatapnya.

"Beik, Pak," balasnya

"Pak, kok Sea sih? Saya aja dong Itu baju Sea kotor loh. Nggak enak,

masa nemum para atasan dengan penampilan kayak gitu"

"Saya akan lebih malu kalau ditemani cewek yang belingsatan." Ucapan Eben sangai menoliok, membuat Data langsung mengatupkan bibirnya

"Karnu keringin dulu deh. Atau, bisa pake blazer aja."

"Saya keringin."

"Oke" Eben menunjuk yang lain. "Kerja katian. Jangan pada makan gaji buta Saya perhutua, yang paling bener cuma Sea aja di ruangan int."

"Siap, Pak!"

# > 0

Sea berjalan mengikuti Eben dari belakang menuju ke ruangan *meeting* akan dilaksanakan

Tiba di dalam, banyak kursi yang telah terisi berasal dar, divisi lain. Dari seluruh karyawan berjumlah belasan ribu, yang hadir cuma sekitar dua puluhan orang. Setiap divisi cuma menghadirkan dua orang untuk tahap pengenalan dan memberikan gagasannya di depan General Manager baru perusahaan pagi ini.

"Behau sudah datang," Info dari sekretaris yang berjaga di depan pintu.

Semua orang yang ada di sana langsung berdiri teratur dan sopan.

"Pagi semuanya," sapa suara bariton itu, yang dihalas bersamaan oleh semua orang yang ada di sana.

Kecuali ... Sea.

Dia tidak bersuara, melihat sepasang kaki panjang berbalutkan sepatu pantofel mengilat melewatinya dan berduu di ujung meja. Senyum tipis terbingkat, mengangguki setiap sapaan hangat dan orang-orang

"Maaf terlambat, Saya Rigel Xander. General Manager terbaru di Xanders Corp Group. Senang bertemu dengan kalian semua Semoga kita

semua bisa bekerjasama dengan baik." Dia menganggukkan kepala sedikit, menyapa semua orang yang hadir.

Para perempuan, menutup mulut tanpa sadar, tidak menyangka dia

semuda dan setampan itu.

Tubuhnya yang tinggi berbahikan stelan jas hitam mahal, kemeja putih, dilapisi dasi hitam garis-garis putih yang terikat dengan rapi. Rambutnya yang dulu lebih sering terlihat berserakan di dahi, kini ditata ke belakang. Bahkan Sea yakin embusan angin tidak akan membuatnya berantakan.

Lima tahun, dan sosok yang dulu pernah menjadi manusia paling

menjengkelkan sedunia, saat ini berada tepat di depan kedua matanya.

Rigel tidak menatap ke arahnya, mungkin dia lupa wajahnya. Memang

seberapa penting scorang Sea?

Dia berbicara layaknya orang yang cerdas, mendengarkan dengan tenang, lalu menjelaskan penuh kewibawaan. Saat ada yang kurang tepat, dia akan mengernyit, raut dingin itu muncul beberapa detik, sebelum kembali mendengarkan.

Rigel Dione Alexander. Dia telah kembali. Terlihat jauh lebih maskulin

dan dewasa dari saat dia pergi.

Ponse. Sea yang digenggam berbunyi. Pada pop up layar, muncul nama Rion.

Sea, pulsanya udah aku kirim ya :))

Sea, pasti udah ketemu ya sama dia? Aku kok nggak senang ya. Dia kan pengganggu di antara kita ®



Belum selesai Sea membaca deretan pesan dari Rion, *chat* baru kembali masuk.

Aku jg galau dan bingung. Nggak bisa tidur dengan baik karena semalam nggak kamu balas. Lain kali, kalo pulsa kamu menipis, cukup that aku aja ya? Aku ingin belajar mencukupi semua kebutuhan Sea \*\*

Sea mengernyit, tersenyum tipis. Dia sedang belajar jadi suami suga

atau apa? Anak ini ada-ada saja.

"Sea, Itu kamu dipanggil," tegur Eben seraya menyenggol bahunya pelan

saat Sea masih menunduk.

Pesan dari Rion beium sempat dibalas. Ia bingung harus membalas apa. Kecuali terima kasih sudah mengirimkannya pulsa, perihal kecatangan Rigel tiba-tiba ke kantor memang cukup mengejutkan. Selama lima tahun tidak berkomunikasi, hari mi dia datang layaknya sosok baru yang tidak pernah saling kenal sama sekali.

Sca mendongak, netra bulatnya menatop lurus ke ujung meja yang

ditempati Rigel, "Ya?"

Sepasang mata yang sudah lama tidak dilihatnya, kini menatapnya. Tidak terkecuali semua orang yang berasal dari divisi berbeda.

"Kita sedang meeting Bisa dimatikan dulu hape nya?" nada suaranya

terdengar tegas dan serius.

Sea tidak tahu kalau dia menyadari apa yang sedang dilakukannya. Sebab dari tadi, mata itu lebih fokus menyimak pembicaraan semua orang yang ada di sini, kecuah pada dirinya. Ditambah lagi ponselnya ia letakkan di pangkuan—di bawah meja.

la tidak mengerti bagaimana Rigel bisa melihatnya.

Dati ... satu lagi. Rigel sudah sangat berubah. Waktu selalu bisa

melakukan segalanya, termasuk mengubah tabiat kekanakan seseorang Rigel yang sekarang terlihat lebih matang dan dewasa. Bukan hanya cara da

berbicara saja, wajahnya pun jauh lebih maskulin dari sebelumnya.

"Baik Maaf, Pak," Sea buru buru mematikan ponselnya. Ia memang sudah bermat mematikan sedari tadi, tapi beruntun chat keluhan dari Rion yang masuk membuatnya tanpa sadar membaca satu per satu. Tidak tega mengabaikan.

"Kamu tahu kita sedang membahas apa?" Dia bertanya retoris

Sea mengangguk kecil.

"Apa? Jelaskan," Rigel melipat tangan di dada, menyandarkan punggung ke kursi sambil menatapnya.

Ada yang terhhat meremehkan Terpicung, tidak yakin.

\*Tentang sistem kenangan yang harus sedikit diperbaharui. Menjelaskan satu per satu secara terperunci agar mudah dalam pengecekan data setiap bulannya, sehingga tidak kerja dua kah."

Entah Sea salah lihat, tetapi ada seringai kecil di ujung bibir Rigel

Lesung pipinya muncul samar ke permukaan.

Rigel menegakkan punggungnya, mengangguk kecil. "Next time, sebatknya jangan membawa ponsel ke ruang meeting"

"Batk, Pak,"

Meeting kembali berjalan dengan tenang dan lancar Sea lebih banyak diam. Eben yang menjelaskan semua bagian-bagian yang ditanyakan oleh Genera. Manager terbarunya, la hanya mengangguh, atau sesekali mencatat apa pun yang perlu dicatat sesuai instruksi Eben-

Setelah pertemuan itu ditutup, Rigel mengucapkan terimakasihnya dengan kalimat resmi pada semua orang yang hadir di sana dan berjalan keluar leb.h dulu dari ruang pertemuan diikuti oleh sekretarisnya. Belum beberapa detik pintu ditutup kembah, semua orang yang ada di sana langsung heboh membicarakan. Terkhusus para perempuan yang mungkin seumuran dengan Sea.

"Itu anak Pak Jayden yang paling tua ya? Buset... masih muda ganteng lagi!"

Tadınya di bayangan gue yang akan jadi GM terbaru kita semmuran Pak limmy loh. Tiga puluhan ke atas gitu. Kan harus berpengalaman juga

"Lulusan HBS. Makanya udah bisa langsung dipercayai sama atasan lam

tadi GM"

"Koneksi juga bisa. Namanya juga anak Bos. Kakek sama Bapaknya yang punya saham mayoritas. Dan semua atasan sudah percaya kalan keturunan keluarga Kander memang selalu berkompeten, nggak pernah mengecewakan."

## claritagani

"Atasan kita kenapa modelnya sempurna terus ya? Pak Ethan, Pak Jayden, sekarang - Pak Rigel. Cuci matu nggak perlu jauh-jauh nonton konser para Oppa. Datang aja ke kantor, gue udah berasa ada di drama Korca."

"Gue yakın sih dia umurnya lebih muda dari kita."

"Pak Ethan itu yang mana?"

"Kakeknya dia. Coba lo htuwsing di internet, beliau juga ganteng pas masih muda Istrinya bule. Bapaknya Xander brothers."

"Jarang ke kantor ya!"

"Udah jarang sekarang. Dia ke kantor paling kalau ada yang penting bangei."

Sea merapikan kertas yang ada di hadapannya, keluar dari ruangan yang berubah jadi begitu berisik selepas kepergian Rigel. Di mana pun Rigel berada, menjadi pusat perhatian semua orang sepertinya akan terus melekat pada sosoknya.

400

Tidak jauh berbeda dengan keadaan tadi pagi, rekan kerjanya yang lain pun kembali membicarakan Rigel saat jam makan siang berlangsung. Kebanyakan dari mereka memilih bergosip di meja Dara sambil melahap camilan.

"Gue tada papasan same dia. Daripada di foto, emang lebih hat aslinya. Kabar baiknya juga, belum ada cincin yang terpasang di jarl manisnya. Dan kabar buruknya, dia udah diembat duluan sama si Niken. Tada gue lihat mereka satu lift bareng. Mungkin man makan siang."

"Satu lift bareng belam tentu ada apa-apa. Lo tuh kalau ngomong suka

ngasal," Dara melemparkan pilus yang ta makan dengan jengkel

"Siapa yang nggak tertarik sama Niken—model Starlite yang badannya macam Angel Victoria Secret?"

"Permisi, ada yang namanya Sea?"

Obrolan mereka terhenti saat mendengar nama Sea dipanggil.

See melepaskar. earphone yang ta pasang sedari tadi untuk menghalau berisiknya cic.tan mereka. "Iya, mas?"

"Sea"

Sea mengangguk kecil, sambil menatap boks kotak yang berada di tangan lelaki berjas rapi itu begitu kakinya mendekati meja.

"Untuk Anda," Dia meletakkan boks itu di atas meja Sea

"Darı stapa?" Sea mengernyit tidak yakin.

Saya hanya diperintahkan untuk mengantarkan. Permisi." Lelaki itu mengangguk sopan dan berlalu dari sana tanpa menjawah pertanyaannya.

"Apaan, Sea? Lo dapet kiriman dari siapa?" kepo yang lain karena seingat

mereka, tidak ada yang beram mendekati Sea di kantor int. Dia terlahi dingin

dan pendiam.

Sea menatap boks berwarna hitam legam dan berpita biru itu dengan penasaran. Ia membukanya, menemukan sucky notes yang ditempel di bagian atasnya.

Hai, My Seyan :)

Long time no see chehehe:P

Sea mengerjap pelan, dan dengan cepat, ia buru-buru menutup boks nya logi. Satu-satunya orang yang memanggilnya begitu hanya satu orang. Rigel lah orangnya. Dan entah mengapa, hanya lewat tulisan tangan saja Sea sudah bisa menggambarkan bagaimana ekpresi menjengkelkan itu perlahan muncul dalam benaknya.

"Dari stapa?" Dara menghampiri meja Sea, dan Sea buru buru

menduduki boks tadi hingga penyek.

"Salah karim, Nggak tahu!" Sea menggeleng cepat.

bea tidak tahu mengapa sa bohong, tetapi untuk saat inl memang diperlukan. Ia tidak mungkin memberitahu mereka bahwa bos yang kini tengah diagung-agungkan itu baru saja memberikannya boks dilengkapi dengan tulisan tangan bernada jahil. Di samping, ia masih belum percaya pengirimnya adalah lelaki yang samu yang ia temui di meeting beberapa jam lalu.

Dia bertingkah seolah tidak sama sekali mengenalnya. Namun, mengepa

tiba-tiba malali mengerimkan boks ini?

Dara berdecih, menggerutu jengkel sambil berjalan ke arah rekan yang lain saat Sea bersikeras untuk tidak mengatakan siapa pengirimnya walau dia agak memaksa.

Mereka kembali disibukkan oleh pekerjaan di sisa hari itu, dan waktu telah berantak petang, semua orang mulai bersiap-siap pulang. Sea mengambil kotak malang itu yang bentuknya tak lagi sedap di pandang mata, meletakkan di atas meja. Ia kembali membuka penutupnya, membaca sekali lagi dengan rasa tidak percaya.

Ia sempat berpikir Rigel tidak lagi mengenali wajahnya. Bukannya ia

berharap atau apa, hanya aneh saja. Ia tidak berubah sebanyak itu.

Saat semua orang telah berlalu dari kubikel masing-masing --kecoali beberapa orang yang duduk berjauhan dengannya, Sea baru berani mengeluarkan barang yang dikirimkan Rigel.

Sebuah kemeja warna putih model V-neck. Terlihat sederhana, tetapi bahannya tebal dan sangat halus. Sea menunduk, melihat noda teh yang ada

dı kemejanya sendim bekas tadi pagi.

Apa dia mehhatnya juga?

## clausayan

Kakak beradik ini kenapa tingkahnya puda aneh-aneh gini sih?

Sea menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu memasukan kotak itu

ke dalam plastik bekas dokumen DHL yang cukup besar.

Menyentuh pukul enam, Sea baru bersiap pulang. Ia beriarian saat lift sebentar lagi akan tertutup. Dan saat la menyerah untuk mengejar, lift itu kembali terbuka

"Makas - " ucapan Sea tidak terselesaikan tatkala matanya melihat mapa

yang ada di sana.

Mhak mau masuk nggak? Buruan. Kami mau turun," tegur seorang

perempuan cantik hertubuh semampai.

Perempuan itu berdiri di samping Rigel—dalang dan kebekuannya. Jasnya yang tadi pagi terlihat rapi kini menggantung di lengannya. Dasinya dilonggarkan dengan rambut yang tak lagi beraturan. Lengan kemejanya telah dia lipat asal sebatas siku menonjolkan urat urat tangan yang terlihat telas. Penampilan Rigel tidak terlalu formal, tetapi masih tetap enak dilihat.

Rigel menyandarkan punggung pada dinding lift, menatap Sea yang akhirnya ikut masuk dan berdiri di depan mereka dengan canggung. Sea menekan tombol ke lantai dasar. Dua orang itu sekarang tengah mengobrol—perempuan itu yang lebih banyak mendommasi percakapan—Rigel hanya menyahut sesekali dan mendengarkan.

Saat haru tiba di lantai lima, lift berhenti. Setahu Sea, di sini tempat bagian orang orang periklanan yang mengurusi pemotretan model dari

Starfite

"Bye, Pak Rigel," terdengar kecupan pelan di belakang tubuh Sea. "Nanti telepon ya."

Sea berusaha tidak memedulikan. Urusan pribadi Rigel, dari dulu

sampu sekarang bukanlah urusamiya.

Tidak ada sahutan dari Rigel Sampai perempuan itu melewatinya dan melambaikan tangan dari luar lift hingga lift kembali tertutup repenuhnya, sosok di belakang Sea masih bungkam tanpa suara.

Sea menatap ke arah panah. Lajuan lift baru sampai ke lantai empat.

Saat 12 menyibukkan diri agar keheningan tidak menjerat dirinya di dalam kotak besi itu, tiba-tiba saja tangan Rigel melingkar di perutnya. Sea terkenap, mengentakkan sikunya secara tefleks ke arah perut Rigel. Tapi, tidak sampai mengenai sasaran, pukulan siku Sea ditangkis tak kalah cepat olehnya

"Kekerasan masih jadi andalan, eh?" gumam serak lelaki itu di tengkuknya sambil menahan tangan Sea yang dikunci di belakang punggungnya sendiri.

Embusan panas napas Rigel membuat Sea seketika merinding la segera

menjanhkan lehernya.

"Apa?"

"Aku kangen sama kamu. Lima tahun, Ut, akhirnya kita ketemu lagi" Rigel menahan Sea agar tetap diam. "Kamu sombong amat sih. Nyapa duluan, nggak termasuk dosa, kan?"

Sea melepaskan satu tangan Rigel yang melingkar di perutnya, berbalik menatapnya. Dia mengulurkan tangan, mengusap rambut Sea yang masih

sehalus dulu.

"Nggak terlalu banyak yang berubah. Kamu masih dingin seperti biasa, Datar seperti biasa. Dan . jelek seperti biasa." Dia menyeringan menepuk nepuk pipi Sea yang langsung ditepis kasar olehnya. "Tuh, kan, My Seyta memang yang paling beda. Gunana aku nggak kangen coba?"

Salah besar kalau Sea berpikir Rigel sudah berubah sepenuhnya. Nyatanya, dia masih saja menjadi orang yang palang kencang meledekinya.

"Rambut kamu masih sama persis seperti Dora. Kenapa nggak coba dipanjangin? Hiar aku pangling gitu saat lihat kamu. Jadi luna talumnya bisa kerasa."

\*Saya pikir Anda amnesia, sehingga tidak mengenal saya."

Rigel mengangkat satu alis. "Tadi sedih ya karena dikira nggak akii kenal?"

"Hukan, Cuma anch aja."

Rigel menangkup pipi Sea, menekannya hingga bibir Sea menyembal maju. "Gemes, ih." la menatap Sea dengan senyum yang terural hangat. "Aku pikir aku nggak bisa lihat kamu lagi. Aku nggak pernah menanyakan apa pun tentang lakarta—orang-orang yang ada di dalamnya. karena aku tahu beberapa ingatan di sini akan membuat aku kabur dari rencana yang sudah aku rancang jauh jauh hari. Dan ... kamu termasuk setan yang akan merusaknya."

Sca membalas tatapnya. Tangkupan Rigel mengendur, tidak sekeras tadi,

"Apa kamu nggak punya apa pun yang ingin disampaikan" Like, you know, it's been along time."

"Kamu terlihat lebih dewasa."

"Udah? Itu aja?" Rigel mendecak, tampak kecewa.

"Waktu benar-benar mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Mengubah sifat bahta empat tahun menjadi anak SD berusia tujuh tahun"

Sea melepaskan tangkupan Rigel di kedua pipinya, diikuti denting pinti lift yang terbuka. Sea kehiar dari sana, tidak tahu harus mengatakan apa. Ja masih cukup terkejut dengan sapaan aneh Rigel setelah lima tahun berlalu

Rigel menyusul dari belakang, melingkarkan tangannya di bahu Sea

# classogani

"[kut aku ke rumah. Ada makan malam keluarga di sana"

Ddepaskennya lagi tangan Rigel yang melungkar "Nggak, Pak, terima kasih atas tawarannya."

"Kenapa? Mama tadi yang undang kamu."

"Astoga, Tuhan!" seruan keras dari arah pintu membuat keduanya terionjak kaget. Rion yang ada di sana, berapi-api menghela langkah ke arah keduanya.

"Rion, kamu ngapain malam malam di sini?" Sea bertanya heran

melihat kehadirannya di lobi.

Rion mengangkat sebelah tangannya. "Sea, hati aku sakit, Jangan mengatakan apa-apa dulu. Kita perlu bicara."

"Ape!"

Bapak dari segala cicak ternyata ada di sini," Rigel membeo meledeki.

"Ngapun kamu?"

Bahu Rigel didorong oleh Rion dari sebelah Sea Tapi, dia masih bergeming di dekatnya tanpa bergeser sedikit pun. Tubuhnya tertala kuat untuk dikalahkan.

"Sea, ini yang aku takutkan. Dia pasti menjadi perusak di antara kila!"

gerutu Rion kesal.

"Jadi, ini alasan kenapa kamu nggak terlalu senang Kakas pulang. On?" Rigel tersenyum mengejek: "Sekarang udah nggak era cicak-cicak di dinding lagi, ya? Tapi komodo-komodoan? Udah lurus juga, kan, ngencingnya?"

"Udan!" seru Rion dengan lantang Setelah Rigel mengatakan per hal itu lima tahun lalu, Rion bahkan bersusah payah meluruskan kencingnya

dan tidak boleh mencipratkan ke mana-mana.

"Udah besar juga belum?"

Rion menunduk, "Udah kok,"

"Kenapa pake 'kok'? Nggak yakin ya?"

Sea mengembuskan napas panjang sambil geleng kepala. Ia melewati keduanya menuju ke luar dari lobi perusahaan yang mulai sepi.

Rigel dan R.on menyudahi argumentasi mereka, memilih menyejajarkan

langkah dengan Sea.

"Sea, mama undang kamu buat makan malam di rumah. Katanya untuk merayakan berkumpulnya kita semua lagi. Kamu ikut ya?" ajak Rion.

Kakı Rigel terhenti.

"Ibu Lovely yang mengatakannya?"

<sup>\*</sup>Iya, Telepon aja kalan nggak percaya.<sup>\*</sup>

Ya sudah, kamu ikut aku." Rigel menarik pelan siku Sea dan membawanya ke arah mobil di hadapan mereka yang dikendarai oleh sopir. Rion berlari, mencekal tangan Sea satu lagi. "Aku yang jemput Sea ke

sını. Jangan gitu dong, Kak. Diskriminası itu namanya!"

Rigel membuka pintu mobil, mendorong punggung Sea agar masuk

"Kamu mau ikut mobil m, atau naik motor?" Rigel bertanya serius pada Rion. Wajah jenakanya pudar entah sejak kapan

"Mobil aja" dengkus Rion la baru saja akan ikut duduk di samping Sea,

dihalangi Rigel.

"Di depan. On. Sama sopir." Rigel menutup pintu bagian Sea, kemudian menyusulnya ke dalam meninggalkan Rion yang mengepalkan tangan.

Tidak ada pil han, akhurnya mau tidak mau ia ikut mengempaskan bokong di kursi depan. Motornya ditinggalkan dan meminta satpam untuk

menempatkan di tempat aman.

Sepanjang perjalanan. Rigel melipat tangan di dada seraya menutap kel hiar jendela. Tidak banyak yang berubah Suasana Jakarta pada malam bari masih sama saja

Setiap satu menit sekali, Rion akan berbalik ke belakang mengecek

keduanya.

"Kar, kayarnya duduk di tengah masih muat deh," ucap Rion sambil menunduk ingin pindah dari bangku depan ke belakang.

Rigel menahan ubun-ubunnya, mendorong. "Berisik. Duduk yang

tenang di sana."

Dia mendecak, belingsatan tidak terima di bangku depan Rion

mengeluarkan ponsel, mengetikkan pesan pada Sea.

Tuh, kan, aku bilang juga apa. Dia memang pengganggu di antara kita! Jangan tergoda ya? Dia itu playbuy. Punya banyak pacar di Amerika

Ses menatap Rigel sekilas, kemudian membalas pesan Rion.

Kata siapa?

Kata aku, Sea. Makanya jangan kegoda. Nanti aku sedih. Kan nanti aku juga besar. Lima tahun lagi, aku akan seperti Kak Rel. Waktu bisa membesarkan apa pun kok. Take a note ya. APA PUN!

Sea tidak membalas, mengulum senyum geli, Ia tidak terlalu menganggap serius ucapan Rion. Dia terlalu muda untuk dirinya, Lagi put,

mungkin perasaan Rion hanya rasa kagum semata.

4 93

Tiba di rumah, kenganya disambut hangat oleh kedua orang manya. Lovely memeluk Rigel, dan putra sulungnya mendaratkan kecupan singkat di pipinya.

"Sebentar lagi matang. Kamu cuki tangan dulu sana. Star masih sibuk di

dapur Kalian belum ketemu sama sekali loh."

"Nanti bareng aja ke dapurnya," sahutnya singkat sambil mengembuskan

## clarizagani

capas pelan.

Lovely berbicara pada Sea, yang terus dibuntuti si Cicak ke mana saja.

"Gimana hari pertama kamu di kantor, Rei?" tanya Ayahnya begitu Rigel menghempaskan bokong di sofa.

"Lumayan, Pa," sahutnya sambil melepaskan dasi yang melingkar di

kerab kemeja.

"Tahap penyesuaian emang yang paling berat. Papa juga dulu begitu."

Rigel mengangguk, sambil melirik ke arah dapur saat suara Star terdengar antusias tengah berbincang dengan ibunya.

"Udah lama kita nggak ngumpul kayak gini. Dari tadi herisik banget.

Papa sampe pusing."

Belum sempat Rigel menjawah, sosok tinggi yang tiba tiba muncul dara arah kamar mandi menyita perhatiannya.

"Dia s.apa, Pa?" Rigel menegakkan duduknya.

"Pacar Star. Kamu kenalan dulu," Ayahnya menatap lelaki itu, bermat saling mengenalkan "Ini anak pertama saya. Kembaran Star."

"Pacar?" Rigel menggumam, menatap sosok bule itu yang mendekatnya.

Lelakutu mengulurkan tangan pada Rigel. "Saya Brian Danfield. Senang bertemu denganmu. Saya mendengar banyak tentang kamu dari Star." Dia berbicata terpatah-patah menggunakan bahasa indonesia.

Rigel berdiri, membalas jabatan tangannya. "Rigel."

Keduanya saling metepaskan, tidak ada yang bermat berbasa-basi lebih banyak.

"Makan malam sudah siap," suara Star di belakang punggung Rigel membuatnya ragu untuk bergabung. Bohong jika ia mengatakan keadaan ini tidak membuatnya merasa canggung

"Ayo, kalian past, sudah lapar," Ayahnya menepuk punggung Rigel pelan

dan bezlalu ke dapur diskuti Brian.

Rigel herbalik badan, menemukan Star yang berditi di sana—tersenyum hangat ke arahnya dengan apron yang melingkari tubuh. Rambutnya disanggul ke atas dengan surai yang berantakan.

Star melepaskan apronnya, menghampiri Rigel.

Dia mengenakan crop top hitam tanpa lengan menampakkan abs perutnya yang terbentuk sempurna, dipadukan dengan hot panti yang membalut kaki jenjangnya. Tubuh Star yang dari dulu memang sudah semampai dan sekai, terlihat semakin menakjubkan seiring bertambahnya usia. Bekerja sebagai model selama beberapa tahun ini, Star sudah pasti sangat merawat tubuh itu. Wajah yang dulu lebih dominan polos, kini berubah layaknya perempuan dewasa yang cantik. Sangat cantik.

Dia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di London-di

Royal College of Art. Tahun kemarin, Star baru wisuda. Dengan berbagai alasan, jelas Rigel tidak menghadiri acara kelulusannya, sama halnya dengan Star yang tidak pernah datang saat ia lulus. Ini pertama kahnya mereka bersitatap muka setelah lima tahun. Bahkan saat liburan panjang musim panas, Rigel tidak pernah pulang semata mata untuk mempermudah berjalannya kehidupan. Ia memilih menyibukkan diri dengan ikut andil mengurusi perusahaan cabang yang berada di luar negeri. Bersenang-senang dengan banyak gadis. Tidak ambil pusing dengan hubungan jangka panjang apa pun sebab rasanya kehidupan terasa lebih mudah saat tidak terikat dengan siapa pun.

"Han, long time no see," senyum Star terbingkai menawan, memenuhi

schap sudut netra Rigel.

Ada jeda, sebelum Rigei membalas sapaan. "Hai,"

"Kak Rei apa keber?"

"Not had."

Star mengangguk-angguk canggung. "Fhm, udah lama banget ya kita nggak ketemu." Dia terkekeh garing sambil merapikan surai rambut ke belakang telinga. "Ayo makan dulu, Semuanya lagi nungguin kita di dapur," ajaknya.

Rigel mengangguk kecil tanpa sahutan, mengikuti Star dar, belakang.

Fuck! Seharusnya lima tahun sudah meleburkan kegugupan sialan int. Nyatanya, Rigel masuk kesulitan merangkai kata saat berada di depannya. Padahal sebelumnya, ia baik-baik saja

Di meja makan, perbincangan hangat memenuhi setiap sudut ruangan

Mereka memuj, rasa dari masakkan 5tar yang lezat.

"Aku berencana buka restoran di daerah Kemang. Masih nyari tempat s.h, cuma pikiranku udah bulat untuk memulai usaha di sini."

"Kamu udah nggak ada acara fashion di luar?" tanya ibunya

"Aku mengurangi pekerjaan di luar Pengui fokus yang di dalam negerl aja. Brian juga nggak masalah dengan itu."

Brian melingkarkan tangan di bahu Star, mengusapnya "Aku support apa pun yang membuat dia bahagia. London - Jakarta tidak terlalu jauh."

"LDR?" Rigel yang semula lebih banyak diam, mendongak dan ikut

bertanya.

"Yah, mau diapakan lagi. Aku pun tidak ingin berjauhan dengannya, tapi kami tidak memiliki pilihan untuk saat mi." Jelas Brian.

"I'm fine, Bri," gumam Star

"Aku tidak. Sebenarnya ini sangat suht."

Rigel tersenyum kecil, dukuti anggukan. "Star pasti sangat percaya padamu."

## clausayani

"Kita saling percaya satu sama lain. Dasar dari suatu hubungan kan itu."

"Benar," sahut Rigel setuju. Berbeda dengan dirinya di masa lalu yang tidak pernah mendapatkan kepercayaan itu. Padahal Star mengenalnya lebih balk dari siapa pun di dunia ini.

R gel tidak lagi berbicara, memilih membantu Sea mengambilkan

hidangan di meja.

"Makan yang banyak Biar cepet gede."

Entah sarkas, karena sedan tadi Sea memang makan sangat banyak ketika semua orang sibuk membicarakan hal yang di luar ranahnya.

444

Waktu telah menyentuh ke angka sepuluh malam saat Rigel mengantarkan Sea sampai ke gang kontrakannya. Rion pun tidak mau absen ikut bersama mereka

"Sea, nanti aku man ngucapin selamat malam. Jangan lupa dibalas ya?" Rion mengeluarkan kepala lewat jendela mobil begitu Sea sudah di luar

Rigel memutar hola mata. "Kenapa nggak sekarang aja ngucapumya?

Nggak ada kenjaan!\*

"Emang nggak ada kerjasu. Kan aku masih anak sekolahan. Kalau ada yang repot, kenapa harus nyari yang gampang?" cicit Rion apana sambal mengangkat bahu.

Rasanya Rigel ingin menoyor kepalanya.

"lya." Sea melambai singkat pada Rion dan berbalik. Belum beberapa detak, kaki Sea langsung terhenti tatkala matanya melihat sosok yang tidak angin dalahatnya berada da kursi teras. Dia masih berpakalon lengkap khas kantor. Kakinya yang panjang dijulurkan ke depan—mentok sampai pembatas dinding teras.

Rafel ada di sana, menatap ke arahnya dengan kedua tangan terfipat di

dada

"Kenapa?" Rion dan Rigel bertanya bersamaan. Mereka kemudian menatap ke arah pandang Sea, mengernyit samar berusaha mengingat lelaki yang ada di sana.

"Rafe,?" Rigel menggumam, saat wajah itu tidak lagi asing baginya. Ia Pemah bertemu lelaki itu enam tahun lalu. Untuk apa dia berada di tempat

linggal Sea pada jam segini? "Kalian tinggal bersama?"

Sea tidak menyahun Rigel, la menghela langkah ke arah teras, mendekati Rafel yang mulai berdiri dari duduknya. Rigel dan Rion memasang telinga, tetapi sitara mereka terlalu pelan hingga tidak terdengar sedikit pun perakapan dari keduanya.

Sementara hatin Kion murka, menjerit tak berkesudahan

Astaga, Luhan, ini ada apaan lagi sih? Kenapa manusia manusia segede babon ini terus menjadi pengganggu di antara dirinya dan Sea? Kapan kedamaian akan hadir antara mereka berdua?



"Aku menunggu dari tadi," kalimat pertama Rafel begitu Sea berada di hadapannya. Dia berdiri menjulang, sesekali menoleh ke arah mobil Rigel yang terparkur di gang. "Aku perlu bicara, Biarkan aku masuk."

"Ada apa?" Sea bertanya singkat.

"Kita bicara di dalam. Berdua saja." Lelaki yang selama satu tahun ini lebih intens menemuinya, menggenggain tangan Sea. "Please, I need to talk to you."

Mata Rigel dan Rion menajam melihat pemandangan di depan sana.

"Apa? Silakan katakan di sini," Sea berusaha menepisnya.

Rafel menarik tangan Sea, memaksa agar membuka pintunya. "Aku buang di dalam!" tekannya dengan raut menggelap. "Aku benar-benar lelah, Ya. Tolong untuk kali ini saja, permudah semuanya. Aku hanya ingin bicara denganmu—tanpa kuman-kuman itu!" tunjuk Rafel dengan berang ke arah mobil Rigel.

Bagaimana ia bisa bicara dengan Sea kalau ada dua makhluk astral yang berada kurang dari lima meter menatap penuh rasa ingin tahu yang besar.

Bokong Rion sudah serasa terbakar duduk diam di jok mobil sehingga ia segera melompat keluar. "Nggak boleh!" Dia pikir mentang-mentang memiliki tubuh lebih tinggi dan besar, dia bisa mengintimidasinya? Kencingnya sudah lurus. Umurnya sebentar lagi delapan belas tahun. Sudah sedikit lebih besar juga. Artinya, ia sudah pantas berada di samping Sea.

Rigel meringis, memilih menutupkan tangannya ke mata-malu sendiri

melihat tingkah Rion.

Sea masih bergeming, terus berusaha melepaskan cengkeraman Rafel dari lengannya. Ia tahu, saat ini Rafel memang tampak lelah. Wajahnya terlihat kuyu dan berantakan dengan rambut halus yang tidak dia cukur-

entah dalam waktu berapa lama. Meski begitu, kehadirannya tetap tak memudarkan rasa takut itu. Rafel yang sedang kacau membuatnya berkali lipat lebih ketakutan.

"Nggak ada yang ingin kukatakan."

"Tentang Papa. Tentang aku. Tentang kita," ucap Rafel parau, menatap Sea. "Kita nggak pernah membicarakannya. Kamu nggak pernah memberika

kesempatan untuk bicara'\*

Sejak Rafel mengakut perasaannya beberapa tahun lalu, dia memang lebih banyak menyibukkan diri dalam pekerjaan Jarang sekali menemunya. Baru satu tahun terakhir ini, Rafel mulai gencar lagi mengganggunya. Hampir setlap minggu, dia akan datang ke kontrakan Sea hanya untuk memastikan bahwa ta masih hidup dengan baik. Lima atau sepuluh menit, lalu pamit

\*Sea, jangan masuk Berduaan aja di satu ruangan yang sama itu bahaya. Yang ketiganya setan!" cegah Rion seraya mendekati teras kontrakan. "Kalau kamu izinin, aku mmi kok nemenin kamu. Aku rela jadi set—eh, nggak mau)"

Rigel masih menatap keduanya di bahk kemudi, bertanya-tanya sejauh mana hubungan mereka. Demi Tuhan, ia terkejut mengetahui mereka masih berhubungan sanipai saat ini Setelah enam tahun; berlalu, Rafel dan Seo masih dekat satu sama lain, ta jukir ac ak malam itu, keduanya telah berakhir Bahkan, mungkin saja Rafel sudah menikah mengingat saat itu Laura sempat mengundangnya ke acara pertunangan mereka meska ia talah datang

Rafel menatap Rion tak bersahabat. Tidak mengatakan apa pun, tetapi sorot mata itu seolah mendorongnya agar segera menyingkir dari sana. Rion tidak lagi menghela langkah semakin dekat, ia berdiri melambai-lambaikan

tangan agar Sea menatapnya,

"Nggak boleh ikut Nggak boleh "

Sea menghela napas pelan, menatap Rion dengan sepasang mata sayunya "Patang, Ri, sudah malam. Besok kamu harus sekolah."

Rion mengentakkan kedua kakinya ke tanah—menggerutu. "Sea, pecah

hati aku bayangin kalian di dalam sana berduaan aja!"

"Malam Rion, Pulang, istirahat." Sea menatap ke arah mobil sejenak, lalu berbalik, membuka pintu kontrakannya dukuti Rafel dari belakang.

"Meledak heti aku. RIOD Sea. meledak!" keduanya pundangen. telah menghilang dari Namun, langkahnya tidak lagi dihela ke sana karena tidak ingin mengganggu privasi Sea la takut Sea malah marah padanya. Membuat Sea marah adalah hal terakhir yang akan dilakukannya.

Di dalam kontrakan dua petak itu, keduanya saling diam diringi

bertsiknya cıcitan Rıon dari depan.

"Kamu udah makan?"

clarizayani

"Kak, ada apa?" Sea tidak ingin berbasa-basi. "Apa Papa baik-baik saja?" Rafel menatap Sea, embusan panjang napasnya terurai. "Dia memaksaku agar segera menikahi Laura."

"Kalian sudah soling kenal cukup lama. Apa masalahnya?"

"Aku nggak bisa, Sea. Aku nggak bisa. Dan kamu tahu kenapa alasannya!" Sea tidak menjawab, membuang muka.

Rafel mengeluarkan sebuah amplop dari balik jasnya. Ia mendekati Sea, meruh tangannya "Aku sudah memesankan tiket pesawat ke Prancis. Di sana ada apartemen juga. Pergi ke sana, Ya, kita hidup di sana setelah aku membereskan semuanya di sini. Aku janji, aku akan berusaha memaafkan semua kesalahanmu. Melupakan kematian ibuku. Everything Just the two of Js"

"Aku nggak akan pergi ke mana-mana"

Rafel mencengkeram kedua bahu Sea, mengguncangnya. "Aku harus bagaimana? Aku tidak memiliki pilihan lain, Sea! Tolong, pergi dari sini. Dari negara ini!"

Sea menunduk, membisu.

Ratel melepaskan cengkeraman, berjalan mengambal kopet Sea yang berada di atas lemari dan melemparkan semua pakasannya ke dalam kopet "Setelah aku selesai dengan Laura, mengurus semua dokumen kepindahan kita, aku akan segera menyusulmu"

Dengan membabi-buta, Rafel menutup ritsletingnya. "Kita pergi malam ini."

Sea merebut kopernya, menatap Rafel tak percaya. "Jangan gila! Papa membutuhkanmu. Dia memercayaimu lebih dan apa pun di dunta ini. Hanya kamu yang dia punya, Kak. Berhenti mengurusi hidup seorang pembunuh sepertiku."

"Sea ..."

"Aku tidak masalah hidup dibenci oleh kahan selamanya, Aku tidak memdiki apa-apa. Satu Sea hilang, tidak akan membuat hidupmu menderita!" deru napas Sea terputus-putus, dadanya turun naik. "Aku mohon, jangan menggangguku lagi Aku takut, Kak, aku takut terhadapmu."

"Apa. ?" mata Rafel terpicing menyeramkan. "Katakan sekali lagi."

"Pergi,"

Rafel mendorong tubuh Sea dan mengentakkan ke dinding Ja mengunca tubuhnya di sana, menatapnya dengan wajah merah padam.

"Apa aku harus membuatmu mengandung anakku dulu agar kamu menjadi anjing penurutku?"

Sea membelalak, kedua tangannya terkepal.

"Baik. Hancur sekali lagi, sudah nggak ada artinya untuk kamu, kan?"

### adducted

Rafel membuka paksa kemeja Sea, hingga semua kancing berhamburan ke lantai

Wajah Sea memucat, tubuhnya menggigil saat Rafel melepaskan paksa celananya. Dia melepaskan ikat pinggangnya, merenggangkan kaki Sea.

Bagaimana aku bisa hidup denganmu, saat semua yang kamu lakukan hanya mengancamku. Memaksaku berhadapan dengan semua rasa takutku.

Ratel membeku, diam tak bersuara. Tangannya yang semula sudah map

mengeluarkan mihknya, tertahan di sana.

"Maaf, membuatmu kehilangan ibumu. Maaf Tolong, lepaskan aku, Kak. Sekali saja, perlakukan aku sebagai manusia," pinta Sea dengan suara yang nyaris habis. "Aku ingin hidup normal seperti kalian "

"Statan, Sea!" Rafel meninju dinding, berjalan ke kasur dan melemparkan

selimut ke tubuhnya "Persetan dengan semua keingmanmu"

Rafel membuka pintu dengan kasar, membantingnya dari arah luar dan berlalu cepat dari sana. Ia takut, kewarasan kembali chambil alih oleh amarah

sesaat iya soat berada di dekat Sea.

Mendongak menatap langit-langit ruangan, tubuh Sea merosot dan tertidur di lantai. la tidak cukup memiliki tenaga umuk lebih lama membuka mata. Rafel dan kerumitannya masih menjadi momok yang begitu menakutkun.

Sea tidak ingat pukul berapa matanya terpejam, karena saat netranya terbuka di pagi hari, tubuhnya telah berada di atas kasurnya dengan selimut

yang menutupi sampai dada

Sea, setelah pulang dari kentor, tolong ke rumah ya. Saya ada urusan di Bandung selama dua hazi. Rion minta ditemani malam ini karena sda ulangan. Nanti kamu pulangnya minta diantar sopir aja. Makan malam audah disediakan. Star juga ada di rumah, Thanks ya...

Sea membaca pesan yang datang dari bosnya saat baru saja mematikan komputer. Seharian ini, kesibukkan pekerjaan cukup mengutas pikirannya

sehingga apa pun di luar itu, tidak ada waktu untuk dipikirkan.

Baik, Bu.

Setelah membalas, Sea duduk cukup lama di kursinya seraya memuli pelan pelipisnya sebelum keluar dari ruangan.

Cuaca sore ini mendung pekat saat kakunya telah sampai di lobi

Sepertinya nanti malam akan hujan besar.

"Nona Sea?" seorang pria berjas serba hitam dengan perawakan tingga besar menghampirinya.

Sea tidak menjawah, sedikit memundurkan langkahnya.

### classayani

"Saya diperintahkan untuk menjemput Anda oleh Tuan Henrick. Beliau ingin bertemu sekaligus makan malam bersama Anda."

Pantas saja Sea merasa mengenal lelaki ini. Ternyata dia salah satu

bodyguard Ayahrnya.

"Apa?" Sea mengerjap—saat mendengar ucapannya. Percaya dan tak percaya ayahnya tiba-tiba meminta untuk bertemu. Ada rasa senang yang diam-diam menyelinap dan tak bisa ditutupi. "Papa yang menyuruhmu langsung?"

Lelaki itu mengangguk sopan. Lalu berjalan ke arah mobil yang terparkir di depan, kemudian membukakan pintu penumpang. "Silakan masuk, Nopa.

Anda sudah ditunggu."

Tanpa pikir panjang, Sea masuk ke dalam mobil. Senyum samar tersangging sepanjang perjalanan. Dadanya bertaluan kencang. Setelah lebih dari delapan tahun, seperti hujan yang datang di musum kemarau panjang, ayahnya ingin bertemu dengannya secara pribadi. Sungguh seperti keajaiban.

Rafel menelepon ponselnya bernlang kali. Sea langsung menolak tanpa berpikir dua kali. Ia sedang tidak ingin berbicara dengan Rafel membahas

apa pun.

Kutang lebih satu jam perjalanan, mereka tiba di depan sebuah restoran mewah. Sea masuk ke dalam setelah diberitahu Ayahnya memesan private room di sana—ada di lantai dua dengan muansa yang nyaman dan tenang dengan penerangan yang tidak terlalu terang.

Tepat di depan pintu ia merapikan penampilannya, sebelum mengangguk kecil pada wasiresi yang langsung membukakan pintu untuknya.

Setetah pintu kembali tertutup, mata Sea jatuh pada sosok itu. Dia duduk di seberang meja bundar dengan penampilan rapi dan dominan. Sebagian rambutnya telah dilapisi uhan Namun, tubuhnya yang tinggi dan gagah masih dapat terlihat di sana. Terakhir saat ia sering berkomunikasi dengan sekretarisnya—beberapa tohun lalu, ayahnya masih pergi ke gym dan berolahraga rutin.

"Dunuk," ujarnya tanpa mendongak ke arah Sea. Dia sedang memotong

steak, memasukkan ke dalam mulutnya, dan mengunyah perlahan.

Sea berjalan ke arah meja, duduk di hadapannya. "Papa ... apa kabar?" tanya Sea terpatah-patah.

Henrick belum menjawah, masah mengunyah makanannya dalam diam

tanpa menatap Sea.

"Aku senang kita—"

Berkat kamu, kepala saya serasa akan pecah." Dia memotong ucapan Sta, baru mendongak dan menatapnya lurus lurus. Henrick meraih iisu, membersihkan mulutnya. "Mengapa kumu terus mengganggu keluarga

### adduted

saya?!" gebrakkan di meja memekik indea pendengaran.

"Apa?" wasah Sea seketika pias, saat sadar Henrick tidak mengajaknya bertemu untuk melepas rindu. Tapi, ada hal lain yang ingan dikatakannya.

"Jauhi anak saya. Dia akan segera menikah dengan Laura. Hanya ini

permintaan saya," ujarnya to the point

"Pa...."

"Iangan pernah memanggil saya dengan sebutan itu!" tatapan itu tersotot begitu tajam: "Cukup katakan, ya, kamu setuju untuk melakukannya."

"Aku tidak mendekati--"

Henrick berdin dan inclemparkan beberapa lembar foto ke wajah Sea, "Itu tempat tinggalmu Bahkan semalam, dia berada di sana!"

Sea kehilangan keingman untuk berbicara dan menjelaskan padanya Kepalanya menunduk, ketika harapannya dilebutkan oleh fakta bahwa dia

masih sangat membencunya.

"Jauhi dia, atau kamu tahu akibatnya!" ancam Henrick dengan nada rendah "Laura adalah orang yang menunggunya selama beberapa tahun ini Dia rela setia demi bisa bersama dengannya. Jangan pernah berpikir antak menghancurkan rencana itu, Atau, akan kubuat hidupmu lebih hancur dari sebeluannya."

Hancur seperti apa yang dia maksud? Karena bertahun-tahun ini, Seahidup dalam serpihan kelimuturan sesungguhnya. Satu hari saja, ia tidak pernah merasa benar benar senang dalam hidupnya setelah kepergian ibunya. Rasanya hampa. Kosong Dunianya seolah sepi tak berpenghuni.

"Kenapa Papa tidak membunuh saya saja? Jika Papa begitu membensi

saya, kenapa—"

Plak

Tamparan keras mendarai di pipi kiri Sea. Henrick mengangkat kedua bahu Sea agar dia berdui, mendorong tubuhnya keras-keras sampai tubuh kecil itu terbanting ke dinding. "Kamu pikir kenapa saya membiarkan kamu tetap hidup? Itu karena si bajingan bodoh itu!" sentaknya, seraya mengatur napas.

Tubuh Sea merosot ke lantai-hilang keseumbangan. Ia berlutut di

hadapannya dengan kepala yang tertunduk dalam.

"Bekerjasama lah. Anggap sebagai rasa terunakasihmu telah kami pungut dari tempat sampah ibu kandungmu. Jika tidak ada saya dan wanta yang kamii bunuh, sekarang mungkin kamu sudah mati!" Henrick berjongkok—menyejajarkan tubuh mereka dan mencengkeram kasar rahang Sea yang telah dihiasi sobek di ujung bibir. "Jauhi Rafel. Saya tidak peduli bagaimana caranya, jauhi dia."

Henrick bangkit, berdin menjulang dan membenarkan jasnya di

clasizagani

hadapan Sea. "Saya tidak berharap untuk melihatmu lagi. Saya barap, ini pertemuan kita yang terakhir kali."

Pa, bagaimana jika kebakaran itu bukan saya pelakunya?\* suara Sea

terdengar sangat pelan, nyaris tak terdengar.

Mata Henrick terpicing-kilat murka memenuhi setiap inci wajahnya. "Apa?"

"Aku juga merindukannya, Pa. Aku tidak ingin penstiwa itu terjadi.

Aku-"

Dan dalam satu detik, meja kecil di pojok ruangan telah terhempas kerga se lubuh Sea. Pajangan berbahan keramik yang semula berada di atasnya. berhamburan ke lantai. Kedua tangan Sea melindungi kepalanya, bergetar, dan dia tetap diam tanpa perlawanan.

"Dasar pelacur sıalan! Tidak tahu dıri! Aku hanya memintamu untuk menjauhi putraku. Kau tidak pantas untuk berdekatan dengannya." Henrick melayangkan tendangan pada tubuh Sea yang telah meringkuk menyedihkan. "Jauhi dia. Atau, akan kubunuh kalian berdua!" ucapan penutup itu terdengar mengerikan dukuti helaan langkah lebar yang perlahan menjauhi ruangan

benyum bahagia yai g semula membingkai, kini lenyap digantikan oleh sesak yang tak terangker. Tidak ada yang bisa dilakukan Sea, selam berbaring

kosong menahan sakit pada sekujur tubuhnya

Rigel memarkir mobilnya secara sembarang di depan pintu. Hampir puku, sembilan malam, ia datang ke rumah orang tuanya untuk mengambil beberapa barang yang belum sempat dipundahkan ke apartemen.

Saat masuk, ada Rion di sana yang tengah bermain game di ruang tamu

sendirian.

"Aku pikir Sea yang datang," ucapnya, tampak tak bersemangat. Rion mengecek ponselnya, pesan terakhir yang tadi sore dikirim, belum juga Sea balas

la mengetikkan pesan baru.

Aku bukannya nggak khawatir atau nggak peduli sama kamu. Cuma aku ngerti hidup kamu bukan ngurusin chat-an aku aja. Kalau kamu nggak bales, aku chat-an sama yang bales aja :(

Padahai Rion juga tidak berselera saling bertukar pesan dengan siapa pun selam Sea. Ia hanya tidak ingin membuat Sea merasa bersalah karena

tak membalas pesannya.

Oh centa, deritanya sungguh tiada akhir," cicitnya, sambil melanjutkan permaman game.

"Jijik, On. Nggak usah gumam aneh-aneh Kedengeran sama Kakak."

"Copot aja kupingnya kalau nggak mau denger!" ketus Rion sebal.

Rigel terlalu lelah untuk menggubris. Dia naik ke lantai dua, memasuki kamarnya. Saat ia tengah membereskan beberapa barang, suara Star di ambang pintu membuat gerakkannya terhenti.

"Kak Rei, ada yang bisa aku bantu?" Star menghampiri, berdiri di

sebelahnya.

Rigel menghela napas pelan dan kembali melanjutkan. "Nggak ada"

"Man tinggal di apartemen ya?"

"Hm."

"Kenapa? Apa itu ... karena keberadaanku di sini?"

Rigel melewati Star, mengambil panahnya yang sudah lama sekali tidak pernah ia gunakan. Hawa yang semula dingun, kini berubah jadi begin

panas.

Star menghampiri, menank lengannya. "Lihat aku, bicara' Kita bukan anak kecil lagi yang harus terus-terusan menglundar Kita harus menyelesa kan semuanya secara dewasa, Kak. Kita akan sering bertemu, Aku tidak mau Mama dan Papa mempertanyakan hubungan kita yang tidak lagi sedekat dulu."

"Apa yang harus diselesaikan? Apa yang harus kita bicarakan? Semuanya sudah selesai, Star Kaniu sudah menata kehidupanmu, begitupun denganku. Kamu sudah memiliki yang baru, untuk apa membicarakan masa lalu?"

"Tapi kita jelas nggak baik baik aja "

"Terus aku harus gimana? Menyambut suka cita kepulanganmu? Mengucapkan selamat atas hubungan kahan yang kuat dan saling memercaya: itu?"

"Kak...,"

"Jika kamu membawa dia ke sini untuk menunjukkan padaku kalat kamu sudah sepenuhnya move on, kamu berhasil. Aku sudah melihat kalian seperti pasangan yang sangat sangat bahagia. Dan jangan khawatir denganku, karena banyak perempuan yang menghangatkan ranjangku selama ini Sesuai dugaanmu, keludupan liar kujalani selama di sana." Rigel berbahk menjauhi Star, berjalan ke arah lemari dan mengambil beherapa kemeja di sana

Star berjalan ke arah lemari, menutupkan puntunya dengan keras. "Aku belam selesai bicara!" Dia berdiri di hadapan Rigel, menatapnya tanpa gentar.

"Apa?"

"Nggak mudah bagiku untuk melupakan kamu. Semuanya sangat subt. Kami berhubungan setelah dengan susah payah aku melupakan tentang kita. Aku nggak baik-baik aja selama bertahun tahun kita berjauhan, Kaki"

"Bisa kamu berhenti? Jangan melewati batas. Kita sudah setuju untuk

menyelesa kan semuanya lima tahun lalu!"

## clargogane

"Kalau begitu, selesaikan dengan benar, Kamu yang bilang begitu dulu. Aku ingin kwa—"

Rigel menyandarkan bahu Star ke lemari, menatapnya tajam la

mengangkat dagunya-menghadapkan. Berhenti bicara, atau-

Star melingkarkan tangannya ke leher Rigel, menarik tengkuknya dan mengecup bibitnya yang sedikit terbuka. "I miss you. Stop talking, and just his me"

"Apa apaan mi?!" Suara bariton ayahnya menggelegar bagai halilintar yang menyambar "Apa yang kalian berdua lakukan?!" Dia membentak, menghampiri Ragel dengan cepat dan meraih baliunya—membaliknya kasar,

"Pa, ." Bersamaan, suara mereka bergetar takut menatap syahnya yang tiba tiba ada di sana. Padahal setahu keduanya, ayah dan ibunya sedang melakukan perjalanan bisnis memiju Bandung.

"Hubungan apa yang kahan miliki selama ini<sup>21</sup>" sekali lagi, Ayahnya

menyentak murka, "Kalian berpacaran?"

Rigel dan Star hungkam. Tidak satu pun dari mereka yang berani menjawah

"Katakan, apa kalian berhulungan layaknya sepasang kekasih selama mi?" suaranya menyerak, menatap kedua anaknya tak percaya. "Papa tada salah dengar, kan?"

"Pa.. bukan begitu," Star tiba tiba berlutut. Dengan air mata yang telah

berlinangan di pipi, ia menggenggam tongannya. "Pa, maaikan aku!"

"Benat. Kami ... kami pernah berpacaran." Sahut Rigel singkat, menelan saliva susah payah. "Maaf, Pa. aku tidak bisa menahan perasaan kami. Aku yang salah di sini."

"Sialan" Tanpa aba-aba, Jayden meninju wajah Rigel dengan keras hingga dia terbanting ke lemari. Dia menghampiri Rigel lagi, merah kerahnya dan kembah mendaratkan pukulan bertubi-tubi. "Bagaimana kalian hisa melakukan semua mi?"

\*Pa, sudah, Pa! Tolong berhenti. Tolong berhenti!\* Star memegang satu

rakinya, memohon ampunan.

Mendengar keributan di kamar Rigel, Rion dan Lovely segera naik ke atas. "Jayden, apa yang kamu lakukan pada anak kita?!" Ia terkejut luar biasa melihat keributan di sana. Rigel telah terluka pada bagian wajahnya, Star berlutut di lantai menahan kaki Ayahnya.

Dia pantas mendapatkannya! Kami membesarkanmu dengan benar,

dan kalian tega melakukan semua mi?!"

"fayden, apa apaan ini?!" Lovely menghampiri dan berusaha melerai.
"Kenapa kamu memukuli anak kita seperti ini?"

"Tanyakan pada anak sialan ini apa yang mereka lakukan di belakang

kıta!" tunjuk Jayden pada Rigel yang tertatih—berusaha berdiri.

"Maksud kamu?" Lovely masih kesuhtan memahami situasi.

"Maaf, Ma," Star menangis tersedu-sedu. "Maaf. Kami tidak seharusnya melanjutkan rasa terlarang itu. Tapi, aku mencintainya. Aku tidak bisa menghindari perasaan terlarang itu."

Lovely membekap mulut, mundur beberapa langkah dengan bulur bening yang telah memenuhi setiap sudut netranya. Dia tidak dapat berkata,

scolah ada tangan tak kasat mata yang tengah mencekik lehernya

"Apa kalian tahu, ibumu nyaris meregang nyawa untuk membawa kalian ke dunia. Dan ... ini yang kalian lakukan sebagai balasannya?" Jayden hampir kehilangan suara

"Pa. .."

Plakk

Jayden menampar keras pipi Rigel yang telah terluka. "Seharuanya kamu menjaga Star Dia adik kamu, Rei. Bukan memacarinya, sialan!" tonjokkan sekali lagi mendarat di wajahnya.

Rigel tak berkutik, saat ayahnya mencari-cari barang untuk bisa dientakkan pada tubuhnya. Tongkat bisbol lah yang dia hampiri di sudut

ruangan,

"Jayden, jangan!" Lovely berteriak, berusaha mencegahnya.

"Lepaskan Kedua anak itu tidak ada bedanya dengan binatang."

"Pa, jangan, Pa Star mohon, Pa?"

Rion yang masih kesulitan memercayai apa yang dilihatnya pun menghampiri ayahnya dengan cepat. "Pa"

Namun, kekuatan amarah Jayden yang tinggi tak ada yang basa menahannya. Dengan langkah lebar, Jayden menghampiri Rigel dan melayangkan tengkat bisbol itu pada punggungnya. Rigel meringkuk, kedut tangannya melindungi kepala hingga debaman keras mendarat sempurna.

Tapi, tak ada rasa sakit saat debam itu mengentak keras ke tubuhnyaketika sebuah pelukkan hangat melingkupi kepalanya. Dengan beram, tubuh

seseorang menjadi pelindung dari sakitnya hantaman Ayahnya.

"Jangan menyakitinya. Tidak akan ada bedanya Anda dengan binatang jika menyakiti anak Anda sendiri dengan brutal." Sea—perempuan saper dingin yang dulu pernah membuat Rigel antipati—melindungi tubuhnya dari pukulan membabi-buta Ayahnya. "Menyakitkan, saat orang tua yang pernah dengan hangat memberikan kasih sayang, menjadi orang yang menyakiti paling kejam. Jangan, Saya yakin Anda lebih baik dari mu"

"Sea, astaga, Sea.." Rion berteriak, menghamput Sea dengan panik yang bebat, "Pa, KENAPA PAPA MENYAKITI SEAKU?!" Rion berteriak, mengusap-usap punggung Sea yang kena pukulan. Tangannya gemetak,

# clarizazioni

menjauhkan Sea dari tubuh Rigel. "Sea, sakit ya? Maafin Papa aku, Sea. Maafin dia!"

Rigel mendekat, mendorung tubuh Rion dan meremas jeman Sen, "Se4, kenapa kamu lagi-lagi melakukan mi!" Matanya memerah, menatap wejsh Ses yang babak belur. Tanpa peduli terhadap semua orang yang ada di sana, Rigel menangkup sebelah wajahnya "Wajah kamu kenapa? Ajia dia menyakitamu lagi?!"

Jayden bergeming di tempat, dengan napas yang menderu kasar Lovely melemparkan tongkat bishol itu sejauh mungkin, memeluk tubuh suaminya dan menjauhkan dari mereka Air mata tak juga berhenti mengalir dari kedua matanya.

"Sayang berhenti Jangan menyakati anak kita lagi. Bagaimanapun

keadaannya keduanya tetap anak kita."

Tubuh Jayden mehiruh jatuh, berlutut di lantai. Ja meremas rambutnya, menangis di sana. "Aku tidak percaya, mereka melakukan ini pada kita, Love Kamu hampir matt saat melahirkan mereka. Kamu hampir matt saat berusaha mempertahankan keduanya."

al mar

"Kunu benar, sepandai-pandainya menyimpun bangku, akhirnya tercium juga" Rigel menyeka darah di sudui bibirnya dengan kasar, saat mobi, telah keluar dari gerhang. "Aku pikir mereka sedang ke Bandung. Dan tonjokkan Papaka benar-benar di luar dugaan. Rasanya rahangku baru saja patah, Sialan!"

Kedue orang tuanya memasuki kamar setelah itu. Semua orang perlamenenangkan diri dari keributan malam ini. Tidak ada lagi yang bicara, satupersah, keluar dari kamarnya.

Sea memejamkan mata, merasakan trupan angin malam yang menerpa wajalinya lewat kaca jendela yang sengaja dibuka. Rasanya perih. Tapi, ia baik-baik saja. Tanpa tujuan pasti, mobil itu terus berkehling

"Kita ke apotek. Wajah kita perlu diobati," ucap Rigel sambil meraih langan Sea yang terasa dangan. "Katakan padaku, apa yang terjadi sebenarnya denganmu setelah ini."

Tidak ada yang bersuara, hening itu kembali tercipta.

Aku ingin tahu, bagaimana rasanya menjadi manusia yang tak dikejarkejar oleh beban dosa? Hanya Sea, manusia baru yang tak memiliki masa lahi apa-apa." Sea mengeluarkan tangannya dari kaca jendela, saat tetes demu teles air hujan mulai turun membasahi jalanan yang dilalui.

"Apa" R.gel tidak mengerti.

\*Bagamana rasanya alkohol?\* Sea menoleh, menatap Rigel. \*Aku ingin

mencobanya."

"Apa?" Rigel semakin tidak mengerti.

Namun, di sinilah mereka sekarang, di tengah tengah riuhnya entakkan musik yang memekakan.

"Sea, hukannya kamu pernah bilang benci alkohol?" Rigel meneguk

segelas—sambil menatap Sea yang menatap minuman di tangannya

"Gara gara ini, semua orang hilang kewarasan. Jika kita meneguknya,

apa kita bisa melupakan masalah kita?"

"Nggak usah anch anch lab Sini bal -- " saat Rigel hendak meraih gelas ltu. Sea telah meneguknya dan meringis pelan begitu minuman keras itu

melewati tenggorokan.

"Sebentar saja, aku ingin lupa." Matanya yang memang sudah sayu, kian kuyu. Sea meraih hotol itu lagi, menuangkan ke dalam gelas hingga meliber ke mana-mana. "Malam ini saja, aku ingin semuanya tidak lagi menyakitiki Bayangan Papa Papa sekali ini saja, tidak lagi menghancurkanku"

Saat di gelas ketiga, Rigel increbutnya. "Sudah, jangan minum lagi"

Namun, terlambat. Karona sepertinya cukup dua gelas untuk merenggut kesadaran Sea. Dia bertopang siku, menatap Rigel dengan pandangan kosong. "Aku ingin Papa tidak lagi memukuhku. Aku ingin dia keirbih menyayangiku Katakan, bagaimana caranya?"

Rige tercekat, saat bibir yang selalu terbungkam dingin itu perlahan mengatakan kalimat kalunat yang sulit dicerna. Rigel menyentuh ujung bibir

See, mengusapnya lembut. "Apa uu ... perbuatan Ayahmu?"

aku bahagia, saat dia ingin bertemu denganku sore ini. Tapi ternyata, bukan sapoan rindu yang kudapatkan saat ke sana. Hantamar bertubi-tubilah yang diberikannya padaku sebagai hadiah." Sea menggeleng geleng. "Tubuhku tidak bisa merasakan sakit apa pun. Tapi, di sini..." Ses menunjuk dadanya, "...di sini sudah tak berbentok. Ini menyakitkan Sangil menyakitkan." Air mata jatuh dari kedua matanya

"Ribuan kali aku meminta maaf, dan tidak satu pun maafku yang diterima olehnya. Lantas, aku harus bagaimana? Aku harus melakukan ipi untuk memperbaiki semua?" Sea menarik narik kerah kemeja Rigel, dengan

air mata yang berjatuhan,

Tanpa berpikir panjang, Rigel memeluk tubuh Sea dengat erat. Sangat erat hingga guncangan tubuhnya yang semula menggila, semakin tenang-

"Semuanya akan baik baik saja. Waktu akan menjawahnya, My Seya Percaya padaku." Tembok tinggi yang Sea hangun setinggi langit, sealah bancur di depandan bancur di depannya malam ini.

Merculation and General endi-

## clarizani

Rigel menguraikan pelukan, menangkup wajahnya. "Tidak apa apa,

menang dan sekeras yang kamu man. Aku di sini, bersamamu."

Dan entah setan dan mana, Rigel mencium bibir Sea yang merah dan terluka Mengisap darah yang mengering itu dan melumatnya. Sea memejamkan mata, meremas kemeja Rigel saat isapan itu mengerat di bib arrya.

Rigel melepaskan, menatapnya sambil merapikan surai rambutnya yang

berantakan. Ia tersenyum, menyeka sisa saliva. "Sudah bersih. Darah

Dan di detik selanjatnya, tangan Sea melingkar di leher Rigel, membalas ciumannya tak kalah keras. Seolah tak kuasa untuk menghentikan, Rigelmembalasnya-menyeumbangi belitan liar Sea yang mulutnya terasa manus saat lidah mereka saling membelit dan bergerilya menjelajahinya,

Rigel mengangkat tubuh Sea ke pangkuannya, seolah tak ada hari esok,

keduanya saling mengecap har di keramaian kelab.

"Fuck, Sea. Aku sudah pernah bilang, ciuman selanjutnya antara kita adalah penyatuan!" geram Rigel, membawanya berdiri dan menyusuri koridor kelab.

Meta Sea masih terpejam, hanya beberapa detak mengambil nepas, ialu menyatukan kembali lulah keduanya. Entah bagaimana, kaki keduanya. telah sampai di lantai empat gedung ini. Menerobos kamar, Rigel langsung menyandarkan punggung Sea ke daun pintu.

"Aku pasti sudah gila!" Rigel menggeram, mengangkat tubuh Sea dan

memperdalam pagutan mereka.

Tangan keduanya saling melucuti pakasan masing-masing, berciuman tanpa jeda dan tak berkesudahan. Rigel membawa tubuh Sea ke ranjang, membarliigkan tubuhnya pelan-pelan yang dipenuhi lebam biru.

Sea meraih lehernya, tidak membiarkan Rigel menatap semua luka da

lebth larma

"Kamu pasti akan menendangku besok pagi, Seat" Rigel memndih lubuhnya, melepaskan helaian terakhur pakasan yang melekat pada tubuhnya

Ciuman Rigel dan belaian lidahnya turun ke leher Sea, menggigit dan thenyentuhnya di semua bagian, meremas perlahan hingga desah pelan napes Sea mulai terengah di bawah kuasanya. Di semua titik lebam, Rigel menyemuhnya, kemudian mengecupnya. Lengan, bahu, pipi, menjalar temakin ke bawah ke perutnya.

Saat lidah Rigel semakin turun ke bawah, Sea mengangkat kepalanya nisah payah, tapi, tidak ada yang bisa ia lakukan. Alkohol telah benar-benar

mengambil alih kewarasan.

Lidah Rigel bermain pada pusat paling pribadinya, merenggangkan kedua pahanya—memperdalam permaman mereka. Dan bagi Rigel, mi

pertama kalinya ia melakukan oral pada pasangan tidurnya. Selama ini, mereka lah yang memuaskan dirinya. Ia tidak pernah berlutut untuk memberikan pelepasan dengan lidahnya. Tidak pernah.

Tapi, entah mengapa, di depan Sea, ia ingin memberikan service terbaik

yang ia bisa.



Desah napas Sea terputus putus, terengah kewalahan, disusul erangan seraknya yang tak mampu dikendalikan saat Rigel mengisapnya dengan lembut, memberikan kecupan kecupan kecil di sepanjang pahanya dan berbali bermain peda serlar ing berbalikan serlar ing berbali bermain peda serlar ing berbali bermain peda serlar ing berbalikan saat Rigel mengisapnya dengan lembut.

kembali bermain pada setiap inci bagian kewanitaannya,

Kedua pinggulnya dicengkeram erat agar ia tidak bergerak-gerak saat hdah Rigel masih dengan lincah mempermainkan. Dua pahanya saling berjauhan—terbuka lebar tanpa perlawanan, sedang salah satu kakinya beriopang pada punggungnya Tubuh bea telah benar-benar polos tota, tanpa sehela, benang pun di depan lelaki yang tak pernah ia pikir sebelumnya akan menjadi lelaki yang berlutut memberinya letupan kenikmatan tiada tara. Tidak ada cukup kata yang bisa mendeskripsikan dosa ini. Sebab kadang kata bahkan tak mampu menjelaskan. Cukup dirasakan. Dan seluruh rangkaian kalimat seolah telah tersampaikan.

Sea membekap mulut kuat-kuat, kakinya bergetar tak bisa diam dan tubuhnya terguncang gelisah merasakan hangatnya mulut itu terus mendobrak seluruh pertahanan, mengusap area paling sensitifnya dan menggosok lembut dengan satu jemari panjangnya yang dibiarkan turun-

nak di antara celah yang terbuku.

Rogel segera meraih tangan Sea, agar dia tidak melakukannya. "Aku suka mendengarnya Jangan ditutupi," tatapan keduanya terkunci—telah dilingkupi kabut gairah yang tak lagi tersembunyi. Rigel mengulum jemari Sea satu per satu, mengecupi setiap ruasnya. "It's okay, my Seya. Terlaklah sekeras mungkin. Hanya kita di sini. Malam ini hanya tentang dosa kita. Kamu hanya Sea, dan tak memiliki beban dosa apa pun selain percintaan yang kita ciptakan berdua malam ini."

Bibir Rigel mendarat di leher Sea, membiarkan lidahnya menyusuri

### adducted

setiap Inci kulit putih Sea dan mengulum buah dadanya dengan puncak yang sudah mengeras. Satu tangannya meremas lembut salah satunya, sedang mulutnya mengisap dan memutari area kemerahan di buah dada sebelahnya,

Payudara Sea tidak sebesar wanita-wanita lain yang pernah ia tiduri. Tetapi sangat pas dalam genggamannya. Bulat dan kenyal Ia menyuka: bentuknya. Sunggah, ia suka ketika lidahnya bertemu dengan kerasnya

pancak payudara kemerahan Sea.

Napas Sea kian memburu, menciptakan suara merdu di tengah tuangan temaram itu. Cahaya hanya berasal dari lampu kecil di sudut kamar duringi dengan khat petir yang sahing menyambar di luar jendela. Hujan begitu deras, menyamarkan setiap erangan yang keluar dari bibirnya. Tubuhnya telah diluluhlantakkan oleh Rigel hingga Sea kesulitan mengenali dirinya sendiri la terlalu lemah untuk memberontak, dan tenggelam begitu dalam bersama gelungan gairah. Tangan Sea terulur pada kepala Rigel, meremas rambutnya yang halus dan menariknya saat dia bermain sangat lihal di atasnya baga. scorang pro.

Rigel kembali menurunkan kepalanya ke area yang akan menjadi tempat penyatuan mereka. Sungguh, berado di atas Sua membuatnya sensa akan gila. Miliknya yang telah berdiri tegak sejak berciuman di kelab-sekarang terasa benar-benar nyeri harus pertahan tetap berada di luar dan membarkannya diterpa dingirinya udara, sementara hawa panas telah meliputi seluruh tubuhnya. Desahan serak Sea bagai alunan melodi yang membuat jantungnya bertaluan kencang seolah hanya dengan suara itu,

Sea bisa memberinya satu pelepasan.

Mata Sea sudah semakin redup, berkunang-kunang dan tak ada yang bisa ia lakukan selain mengatur napas berulang kali agar tak ada suara erangan apa pun yang keluar dari mulutnya-walau usahanya siasia karena sentuhan Rigel membuatnya nyaris meledak. Ia tidak bisa lagi mengendal.kan tubuhnya la tidak bisa lagi mengenali dirinya. la bahkan melupakan segalanya. Berada di bawah kuasa Rigel membuat kehancuran yang ada, terlupakan entah akan bertahan berapa lama. Terjangan sensasi asing terus menerus menghujam seluruh saraf dan logika saat dia mengisap kuat, mencecapi, disusul belaum lembut yang mengalirkan cairan hangat saat khmaks entah yang ke berapa kali diraihnya.

Seolah beaum berakhir, Rigel kembali merangkak naik ke atasnya, menciumnya dan saling menukarkan saliva Tangannya yang besar menyelinap di antara tubuh keduanya, merayap turun ke tempat yang telah dia cecap habis sampai Sea lupa hagaimana caranya berbicara untuk

menghentikan semuanya

"Sea aku akan melakukannya," bisik Rigel, seolah meminta izin - yes

## classoyani

for fuck is sake-seraya menciumi pipi Sea dan menjilati belakang telinganya.

"Aku ingin kamu. Biarkan aku menyatukan tubuh kita."

Napas Sez yang semula menderu kasar di telinga, tiba-tiba berhenti dan menutap wajahnyu. Sepasang mata itu terlihat sayu, luka robek akibat perbuatan Ayahnya menghiasi upung biburnya.

Beherapa detik, Sea hanya memandang Rigel dalam diam.

"Sca? Plus. ?" Demi langit dan seluruh isinya, Rigel tidak percaya ia baru san memohon pada Sea untuk sekadar bercinta dengannya.

Sea membisu. Dia tidak mengatakan apa apa, tetapi balasan ciumannya.

membuat Rigel menyimpulkan bahwa dia setuju.

Ciuman Sea kadang terasa seperti letupan frustasi, kesedihan, dan emosi. Ia tahu, Sea menginginkannya karena kesadaran tidak sepenuhnya muh datam dirinya. Dan untuk kali mi, Rigel ingin egois dan mengabaikan la tidak peduli jika saat sadar Sea sudah tidak menginginkannya. Ia tidak peduli jika Sea akan menarubahkan bonyok pada wajahnya. Ia hanya ingin menyelesaikan apa yang telah dimulai. Malam ini, ia hanya ingin Sea, dan merasakan keseluruhan tubuhnya. Miliknya sudah benar-benar terasa sakit Is butun pelepasan, don di dalamnya adalah tempat terbaik yang ingin dikurjunguya

Rigel merenggangkan tubuh mereka, mengurut muliknya yang sudah mengeras sempurna dan mengarahkan ke tempat penyatuan. Ia lupa gunanya pengaman, karena tidak ingin ada penghalang setipis apa pun di

antara mereka.

Kedua tangan Sea mengepal di assi tubuhnya, memejamkan mata saat Rigel mulai menggesekken turun naik anlıknya pada bibir kewanıtaan Sea tidak langsung memasukkan

Rigel menujuduk, menetum dahi Sea seraya dengan perlahan

menyatukan tubuh keduanya hingga tubuh Sea menegang tiba-tiba.

"Fuck Sea! Fuck " Rigel mengerang pelan, saat milik Sea mencengkeram dengan erat miliknya walau belum sepenubnya masuk. "Oh my . fucking Godi" Ia mendorong semakin masuk ke dalam diri Sea, melingkarkan kedua

tangannya di penggang rampingnya

Entah m.lik Rigel yang terlampau besar, atau milik Sea yang memang terlalu sempit, tapi penyatuan ini membuatnya merasakan apa itu surga dunta sesungguhnya. Salang memenuhi. Saling mengisi. Seperti satu ruang kosong yang telah lama tak berpenghuni, dan dia menempatinya dengan baik di sana.

Sialan Rigel benar benar nyarıs gıla!

Tangan Sea mencengkeram sprei kuat-kuat, matanya dia tutup dengan <sup>tapat</sup> menyisakan gelap yang pekat. Kepalanya sesekali menggeleng,

### addected

menggumam tidak jelas di tengah umpatan Rigel yang tak berkesudahan saat sedikit dema sedikit benda keras dan panjang itu memenuhi dirinya.

"Anh " desahan itu diiringi rintihan pilu Tangannya bertumpu pada dada Rigel, berusaha mendorong sekuat tenaga meski ia tak mampu sedikit pun menggeserkannya "Kak... lepaskan,"

Rigel mendongak, menatapnya kebingungan. Apa ia salah dengar? Dia

memanggilnya apa tadi? Kak .?

Deru napas bea menderu semakan kasar, bibirnya memucat seolah darah tak mengaliri wajahnya,

"Aku mohon Sakit, kaki." suaranya terdengar begitu parau, desahan Sea

terputus putus dan tak beraturan dengan dada turun naik-

Bayangan mengerikan itu terus berdatangan tanpa benti kelika benda asing itu menerobos masuk lebih jauh ke dalam dirinya. Pemaksaan bruial yang dilakukan sosok yang paling ditakutinya membuat kakinya bergetat dan kendamatan yang semula ia rasakan memudar hilang. Hanya rasa sakit yang terus berkelibatan. Malam kelam itu tidak mau segera enyah, bagamanapun Sea mengasirnya. Gelengan kepala kuat-kuat tidak juga menghilangkannya.

Di setiap kesempatan selama tujuh tahun ini, bayangan Rafel yang abatiba datang ke dalam kamarnya dengan penampilan berantakan, ban alkohol menyengat, mengunci tubuknya dan menundihnya dengan kasar, tak jugabka ta lupakan. Dia menghancurkan kepercayaan yang telah terbangun selama belasan tahun lamanya di rumah itu. Walau penyatuan itu tidak sampu sekasa dan Rafel berlutut meminta maaf saat air inutanya mengalir diam diam, tapi tidak akan mengembalikan apa yang telah dia renggut. Terlambat Dia sadar saat bes telah berada di titik terendah. Dia sadar saat ia tak lagi mampu bicara meski tuhuhnya terasa sakit luar biasa. Jauh lebih sakit, karena salah satu orang yang paling dekat dengannya lah yang melakukannya.

"Sea? Apa aku menyakitimu?" Ragel menghentikan pompaannya yang baru saja dimulai saat mendengar suara Sea yang terasa begitu menyesakkan

Tanpa melepaskan penyatuan, ia menurunkan tangan Sea di dadanya menggenggam kedua tangannya dengan erat. Sea, kamu kenapa? Do I huri you?" ulangnya kebingungan sambil menepuk nepuk pelan pipinya, Rasanya tadi ia sudali mempertakukan Sea dengan sangat lembui dan penuh kehati-hatian agar dia pun merasa nyaman

Dalam genggamannya, tangan Sea bergetar dan terasa dingin. Rigel menyatukan jemari mereka, meremasnya berusaha menyatukan ketenangan

pada sesuatu yang tidak dimengerinya.

"Sea, buka mata kamu," sekali lagi, Rigel menepuk pipinya agar Sea membuka mata. "Sea, ini aku. Buka mata kamu."

Perlahan, mata Sea terbuka. Ketakutan nyata bisa Rigel lihat dari

claritayani

sepasang netranya. Ia bergerak naik, melepaskan diri darinya dan memeluk

tubuhnya.

"It's okay. Im aku. Ingat, aku di sini, bersamamu." Rigel mengangkat wajahnya, mengusap setetes air mata yang keluar dari netranya. Ia tahu, ada yang tidak beres dengannya. Namun, ia tidak ingin bertanya apa apa. Hanya ingin memberikan kenyamanan pada Sea, agar tubuhnya kembali tenang seperti semula.

Deru napas Sea mulai teratur, menatap Rigel dengan pandangan tak

terjelaskan dan membalas genggamannya tak kalah erat.

"Kamu pasti lelah sehartan mi, Tidur, Istirahat. Aku ... aku ke kamar mandi dulu. Ia membutuhkan pemantasan. Miliknya pasti sekarang sedang memaki jika dia punya mulut.

R gel hendak turun dari ranjang setelah menyematkan kecupan lembut di dahi Sea. Tapu, saat kakunya baru saja akan ditapakkan ke lantai, lengannya diraih Sea.

"Kenapa?" Rigel kembalı menoleh.

"Lakukan."

Kernyitan samar tercipta di dahinya. "Apa"

Sea tampak menelan saliva, meremas lengamiya, "La-lakukan," Dia

mengulang acapannya, yang nyaras tidak terdengar.

Satu yang Sea tahu, rigel tidak menyakitinya. Dia melakukannya penuh kelembutan dan kelisai-hatian, seolah ia barang yang rapuh dan mudah hancur Sea pun tahu, Rigel menahan sakit, menekankan gairahnya dan menastikan baliwa ia baik-hatk saja. Tidak ada sedikit pun pemaksaan, kecuah raut khawatir yang menghiasi parasnya meski milik Rigel telah mengeras dan membengkak tampak menderita.

Dalam hitungan detik setelah Sea mengucapkan, tanpa berpikit dua kali Rigel telah melahap bibirnya. "Aku nggak akan mau lagi melepaskan!"

Sea tidak menyahut, menangkup wajah Rigel dengan kedua tangan. Ia tidak membiarkan matanya terpejam terlalu lama, menyembangi belitan idah Rigel dalam mulutnya yang menari-nan liar Sudah sastnya ia menghapus semua jejak Rafel dari tubuhnya. Ia tidak ingin lagi dihantui oleh trauma sepantang hidupnya. Dan saat kewarasan sebagiannya dikuasai oleh alkohol, ia tahu, inilah saatnya ingatan kejadian pemerkosaan brutal itu digantikan.

Kepala Sea mendongak menatap langit-langit kamar, bibirnya terbuka kecil saat Rigel kembali menyatukan tubuh mereka. Kedua tangannya mengkar di punggung berototnya, kukunya saling menancap dan tak lagi pedili ketika ta mendesah keras sepanjang penyatuan berlangsung saat pompaan Rigel semakin cepat dan keras. Embusan napas Rigel tidak kalah

terengah—menumpukkan lutut di kasur dan mengangkat pinggu! Sea untuk memperdalam penyatuan keduanya.

Tubuh Sea yang kecil dan langsing, terus berguncang digempur bertubi tubi oleh tubuh besar nan atletis Rigel. Bahkan pinggang Sea hanya sebesar

lingkaran kedua tangannya.

Kasur berderit, setiap kali entakkan terus berulang tanpa henti. Daa koki Sen diangkat ke bahu, dipompa sampai keduanya meledak bersama sama.

"Fuck! Apa yang kamu lakukan padaku, Sca?!" Rigel memajumundurkan tubuhnya, pun dengan tangannya yang berada di pinggang Sea. "Dama!"

Erangan keras keduanya yang bersahutan menjadi pertanda hahwa pelepasan telah di ujung dan map disemburkan. Rigel tahu ia kalah, karena la telah di ambang batas sedang Sea masih belum selesai la tidak akan membiaskan dirinya melakukan pelepasan duluan-schingga dengan gerakkan cepat, Rigel mengangkat tubuh Sea dan membiarkan dia duduk di pangkuannya. Posisi Face-Off, zambil mengulum puncak payudaranya.

See meremas rambutnya, dan dalam beberapa kali entakkan, akhirnya pelepasan dirahnya. Dia naredamkan desahannya dengan menggiga bahu-Rigel, membiarkan wajahnya tenggelam dalam lehernya Rigel kembah membaringkan tubuh Sea di atas kasui, mempompa cepat untuk mengejar pelepasan yang sedari tadi dalahannya. Hanya perlu beberapa detik, tubuhnya menegang, desah napasnya semakin memberat, sebelum klamakanya menerjang datang.

Rigel amhruk di atas tubuh Sea, tanpa melepaskan muaknya yang masih tenggelam dalam lembah hangatnya. Setelah cukup lama dalam postsi itu, Riget menggulingkan tubuhnya ke samping Sea, menatap langit-langit kamar

sambi mengatur napas.

"ini gila, Sea," Rigel menoleh- hanya untuk menemukan Sea yang telah menutup mata. Dia menyenggol bahunya pelan "Sea, tolong katakan kamu nggak tidur, kan? Aku akan merasa seperti gigolo kalau kamu tinggal tidur seperti ini setelah dipuaskan [\*

Tidak ada gerakkan dan Sea. Napasnya telah teratur dengan tubuh telanjang yang kini bergerak membelakanginya.

"Astaga.. kamu serhusan tidur?" Rigel mendecak, membalikkan

bahunya, "Sea?".

Sea menggumam tidak jelas, lalu memiringkan tubub seraya melipat tangannya di papa,

Rigel mengembuskan napas, pasrah, "Bagus sekah!" Ia turun dari ranjang, mengambil tisu dan membersihkan milik Sea yang basah oleh

## clasizayone

cairan keduanya.

Rige, tersenyum kecil, menyentuh dua lesung di punggung Sea yang terhhat menggemaskan. Dia memiliki Lesung Venus, yang sering dikaitkan dengan daya tarik seksual yang tinggi. Sea yang dangan dan bagai palung terdalam Mariana, kini telah terbuka untuknya. Tidak disangkanya, si dingin ini bisa menjadi orang yang sangat panas dan berbeda di atas ranjang.

Rigel turun dari ranjang, mengambil ponselnya dan menelepon David.

"Kenapa Rei?"

"Vid. gue minta P3K dong, tolong bawain ke kamar"

"Huh? Ngapam sumpe pertu kotak P3K? Kalian abis BDSM-un?"

"Surun orang aja. Jangan elo." Rigel memutuskan sambungan, dan

selang beberapa menit, ketukkan di depan kamar datang

Rigel melingkarkan handuk di pinggang, membuka pintu. Seorang pelayan perempuan berpakaian seksi yang mengantarkan. Matanya berbinar senang melihat Rigel yang bertelanjang dada dengan rambut berantakan dan basah oleh keringat.

"Kotak obatnya, mas,"

Rigel mengangguk kecil. "Thanks." Tidak menunggu lama, ia kembali

menuhip pinau.

la duduk di belakang punggung Sea, menatap cukup lama semua lebamnya yang terlihat mengerikan. Lalu, mengambil salep, mengoles kesemua luka yang terdapat di sana. "Aku udah pernah bilang, jangan terluka lag. Seu Kenapa kamu uggak denger sih? Aku nggak suka ngelihatnya!"

la berpindah ke bagian depan, mengobati wajahnya dengan hati-hati. Dahi Sea mengernyit sumar saat salep dioleskan ke bibirnya. Rigel memup pelan-pelan seraya mengelus pipinya agar dia kembali terlelap nyaman. Seteleh selesat, tanpa mengobati Inkanya sendiri, Rigel membarungkan tubuh di samping Sea. Untuk pertama kalinya, ia tidur di satu ranjang yang sama dengan perempuan yang telah ditidurinya.

Sea mengobah posisi, memunggunganya Rigel jelas tidak senang

dengan itu, langsung membalikkan ke posisi semula.

Dalam kesdaan nggak esdarkan diri aja kamu tetep sombong ya, Ut.

Heran!" decaknya sebal.

Dan lagi, posisi Sea kembali memunggungi. "Ya ampun, Seyaa. Tadi jenggut-jenggut. Kepala udah berasa man rontok. Pas kelar, tetep aja gue dipunggungini" Rigel menggerutu, akhirnya mau tidak mau ia menyerah membuat Sea menghadapnya.

Hening, dan Rigeftelah mengumpat sendirian. Ia akhirnya menempelkan

hibuh mereka, melingkarkan tangan di perutnya

"Malam Sea,." la mengecup tengkuknya, terlelap nyaman ditemani

suara hujan yang masih belum berhenti di luar jendela.

中电学

Di pagi hari, Sea menggeliat pelan, membuka matanya perlahan saat sinar matahari menembus kaca dan menyorot tepat ke arah tubuhnya yang polos total. Ia mengerjap ngerjap, mengedarkan pandangan dengan panik saat sadar ia dalam keadaan berantakan. Menoleh ke arah kamar mandi yang lampunya menyala, jantungnya berdegup begitu kencang.

Ia langsung melompat turun dari kasur, mengambil pakaiannya yang berceceran di lantai dan saling bertumpuk dengan celana jins dan kemeja biru muda si Rigel sialan. Tidak meminggu kesadaran terkumpul sepenuhnya, Sea mengenakan semua pakaian. Sesekali, la merintih pelan saat pelianya terasa

sedikit ngilu.

Stal, Stal ...

Kegilaan apa yang telah ia lakukun?

Tanpa bersusah payah mengingat, potongan potongan kejadian semalam berlarian kencang dalam otaknya. Ada yang ditugat, dan ada juga yang buram tak dapat dungat. Tapi, ia tahu kalau semalam, Rigel dan dirurya telah melakusan dose besar. Mereka menghabiskan malam bersama sampat pagi menjelang

= 4.11

Rigel baru selesai mandi. Rambuinya yang basah ia gosok menggunakan handuk kecil, sementara pinggang ke bawah duingkari oleh handuk lain.

Perutnya terasa keroncongan. la sangat lapar setelah gila-gilaan

berhubungan seksual semalam dengan , ehem Sea.

Saat matanya jatuh ke kasur, ia terkejut melihat Sea sudah tidak ada lagi di sana. Matanya diedarkan, dan Sea memang telah menghilang dari ruangan. Tanpa mengatakan apa apa, dia benar benar meninggalkannya!

Rigel membeku sesaat— kemudian tertawa hambar sambil memut pangkal hidungnya. Ia lupa, kalau Sea bukanlah perempuan yang akan menginginkannya saat kesadaran utuh sudah berkumpul di tubuhnya Sea hanya jinak saat dia mabuk.

B-6-6

Rigel memiliki banyak *meeting* hari ini. Tapi, otaknya tidak bisa berhenti memikirkan Sea. Ponselnya masih sulit dihubungi dari tadi pagi sampai saat ini. Berkunjung ke divisinya jelas bukan pilihan yang bijak untuk dilakukan. Tidak ada yang tahu kalau hubungan mereka sedekat itu. Ia bahkan tidak

# classayani

sempat pulang ke apartemen dan berganti pakaian.

Pak Rigel, menurut Anda bagaimana? Apa perlu kita menambah stok

di beherapa store di Jakarta Selatan?"

"Tolong bertkan saya data yang valid dulu sebelum memutuskan. Jangan тендіга-пунга."

Batk, Pak Saya mengerti."

Rige mengangguk kecil sambil menatap arlojinya. "Sudah waktunya

makan stang. Kita lanjut manti."

Rige menyandarkan punggung ke kurai dan membuka ponselnya. Pesannya belum dibalas Sea. Namun, ada pesan lain dari Rion yang menyuruhnya ke rumah nanti malam bersama Sea-atas perintah Ayahnya. Sudah pasti dia ingin membicarakan tentang masa lalunya dengan Star Ia yakın atı.

Kepalanya serasa man pecah saat mengingat hubungan terlarang itu telah diketahui oleh kedua orang tuanya. Dari awal, seharuanya ia sudah siap

dengan segata risikonya telah mencintai kembaran sendiri.

"Pak Rigel mau makan siang di mana?" tanya salah satu perempuan di sana sebelum keluar dan mang meeting, "Kami man ke kantin bawah. Mau sckellen?"

Rigel menutup ponsel, mendongak padanya, "Kantin?"

Apa Sea juga siang ini makan di kantin?

Riger berdiri, "Boleh. Saya behim pernah makan di kantin kantor."

Perempuan itu tersenyum semringah, memperadakan mendahulut dan bersamaan ke kantin. Begitu tiha di sana, hal pertama yang Rigel cari adalah keberadaan Sea. Saat ia menhatnya yang memilih duduk di bangku paling pojok, ia buru-buru mengisi tray makanan dan berjalan menghampiri-menunggalkan semua rekan meeting-nya tadi.

Sapaon demi sapaan sopan didapat Rigel dari bawahannya sepanjang plan Mereka berbisik-bisik keheranan, mengapa dia tiba tiba duduk satu

meja dengan Sea.

"Hat," Rigel menyapa, dan Sea langsung tersedak makanannya, "Pelanpelan, sambil menyodorkan gelas berisi air putih dan menyingkirkan satu butir nan di dagunya.

Sea mendongak sebentar tanpa menerima gelas yang disodorkan, lalu buru melahap hidangannya berusaha tidak memedulikan keberadaan

"Kamu kenapa pergi nggak bilang bilang sih? Kita kan bisa berangkat bateng ke kantor"

<sup>5</sup>Saya sudah selesai. Permusi, Pak.' Sea memundurkan kursi, meletakkan bekas makannya di Tray Station dan buru-buru berjalan keluar dari kantin.

#### adducted

Rigel ikut menyusul dengan cepat, menahan pintu lift yang hampir tertutup. Beruntung, hanya mereka berdua yang ada di sana sekarang

sehingga Rigel bisa lebih leluasa bersikap di depannya.

"Gimana luka kamu?" Ia hendak menyentuh ujung bibu Sea, tetapa dia langsung menjauhkan kepalanya. Rujel menghadapkan tubuh Sea. mengembuskan napas pelan. "Aku pikir kita baik baik aja. Kenapa kamu sekarang kayak gini? Bicara..."

BUG

Belum sempat kalimatnya terselesaikan, bogeman mentah telah melayang keras ke pipi Rigel.

Rigel membelatak terkejut, memegang pipinya "Ini sakit, Seyaa. Kamu

kenapa sih?!"

Sungguh Seajuga tidak tahu lahanya ingunmelampiaskan kekesalannya, Ia tidak sepenuhnya menyalahkan Rigel sebab kejadian semalam murui karena kecerobohannya yang mencoba coba minuman beralkohol, Tapi ... tapi ... entahlah.

"Saya nggak tahu. Maaf, Pak."

Die mengatakan seolah tonjokkan ini bukan hai besar.

Lift terhuka, baru selangkali Sea keluar, tubuhnya telah ditarik masuk kembali oleh Rigel. Tombol lift teratas ditekan, hingga pintu tertutup lagi

"Aku nggan bisa konsentrasi hari ini, dan kainu masih mau kabur?!" Rigel menyudutkan Sea di pojok lift, tidak peduli kalau ada CCTV yang menyoroti keduanya. "Sea, plis, jangan seperti ini. Bukan hanya kama yang kebingungan, aku juga!"

Sea diam, tidak ada yang ingin dikatakannya

"Katakan sesuatu, apa salahnya? Aku nggak memaksa kamu semalam Kita sama-sama memkmatinya, iya, kan?"

"Saya mabuk."

Rigel tertawa, menekan pipi Sea, "Ya ya, kamu mabuk Rasanya aku ingin membuat kamu teler setiap hari agar bisa bersikap lebih manusiawi."

Dia menepisnya kesal. "Mungkin kejadian semalam itu hal biasa untuk

Anda, Jadi, scharusnya kita tidak perlu memperpanjang."

"Bibir kamu memang hanya enak buat dipake bercluman" Rige. menyentuhnya, menatapnya lekat-lekat. "Aku nggak suka kamu abaikan, Sea.

Jadi, jangan melakukan stu."

Pintu hft terbuka. Rigel segera menjauhkan tubuhnya dari 5ea saat gerombolan karyawan perempuan hendak masuk ke dalam dan akhirnya ikut bergabung. Dua orang dari mereka tersenyum padanya yang dibalas anggukon kecil oleh Rigel.

Sea mengembuskan napas pelan, saat beherapa dari mereka sengaja

#### clasisayani

menderopetkan tubuh pada Rigel. Mudah sekali untuknya menarik perhatian lawan jen.s. Dia mungkin telah tidur dengan banyak perempuan seperti berganti celana dalam.

"Sore in, orang maku ingin bertemu. Aku tunggu kamu di labi," ucap Rigel, memasukkan satu tengan ke saku celana, kemudian keluar dari lift

tanpa menetap ke arah Sea,

Mata yang lain langsung mengarah pada Rigel bingung-siapa yang

diajaknya bicara.

"Dia ngomong sama siapa? Mau diajak ketemu orang tua dia?!" Mereka mulat heboh tidak jelas

되는데

Hari telah beranjak petang. Rigel sudah menunggunya di depan lift sesuai yang dia katakan tadi siang.

"Han'

Sea mendesah lesu. "Tolong berhenti menyapaku seperti itu."

Rigel tersenyum, "Hai, Seyaa.. hai.. hai..."

Sea menggeleng jengah. Sifat kekanakan itu kembuh muncul.

"Orang tuaku mungkin ingin membahas tentang hubungan terlarang kami." Rigel berucap bogitu lift terrutup.

Sea menoleh dan menalapirya, "Kalian..." la menatap pintu lift lagi,

tidak jadi mengatakan.

"Apa?"

"Nggak jadi."

"Sebahagianya kamu aja." Rigel mengacak rambut pendek Sea dengan sebs...

Mereka keluar dari lift dan berjalan di lobi. Namun, kaki Sea tibat.ba berhenti melihat lelaki yang sedang duduk di kurst tunggu—tengah mendongan dan menatap ke arahnya.

Kaki panjang itu menghampiri Sea. Tanpa peduli mereka sedang di mana, Ratel menangkup wajahnya. "Apa dia yang melakukan ini? Semalam dia menemui kamu?" tanyanya dengan kilat kemarahan yang terpeta.

Sea menepis kedua tangan Rafel. Mundur beberapa langkah dan

mengambil jalan ke arah larn.

"Sea!" Rafel mengejarnya, tetapi dorongan keras Rigel pada bahunya membuat dia hampir ambung ke belakang. Jangan ikut campur. Lo nggak tahu apa-apa tentang kami!"

Gue nggak tahu jems hubungan apa yang kalian miliki, tapi, jauhi dia.

Sea m lik gue!" tekan Rigel tak kalah tajam menatapnya.

"Apa" mata Rafel terpicing tidak percaya. "Massh terlalu sore untuk

bermimpi anak kecil. Minggir!"

"Like I care," Rigel berbelik dan menyusul Sea—tidak ingin memperpanjang obrolan memuakkan mereka.

\*\*\*

Di depan pintu masuk rumah keluarganya, godam berat seakan tengah mengumpit hati Rigel. Ia mengembuakan napas panjang, sebelum melangkah masuk dan berjalan ke ruang tamu.

"Hai Sea," cuma Rion yang ada di sana. "Luka kamu gimana? Udah

diubati<sup>a</sup>"

Seperti adik durhaka, hanya Sea lah yang Rion sapa. Di matanya, mungkin siapa pun tidak kasat mata selain Sea dan Sea. Dia bisa mati berdiri kalan tahu bea-nya telah tidur dengannya.

Oh, Cicak yang malang. "Aku batk-batk ata, Ri,"

"Mama sama Papa di mana" Rigel bertanya—memotong pembicaraan.

"Ada di ruangan Papa. Kalian ... udah ditunggu." Rion kembali menalap Sea. "Aku ingin menemani kamu di dalam, tapi mereka melarang. Tolong, japa diri ya. Tertak aja kalau ada yang berani memukui kamu lagi. Nggak akan kublarkan sekarang."

Sen mengangguk kecil, tersenyum tipis. Rigel memutar bola mata dan

berjalan ke arah ruang kerja ayalinya seraya menanik lengan Sea.

Ibunya membukakan pintu saat ia mengetuk dua kali. Atmosfer dingin dan tak menyenangkan sudah mengikat ruangan ini begitu Rigel dan Sea masuk ke dalam Mar sudah ada di sana—mendongak menatapnya dengan mata yang berkaca kaca

"Kak...," sangat pelan, dia menyapa.

Rigel duduk di hadapan Ayahnya. Beliau menatap tajam, tanpa

mengatakan apa-apa.

"Sejak kapan kahan berhubungan layaknya ... sepasang kekasih?" adalah kahmat pertama yang ditanyakannya setelah cukup lama diam. Ada getir tertahan yang terdengar di sana.

"Pa, kamı sudah-- "

"Bukan itu jawabannya, Rei!" Dia meninggikan suara. "Apa kallan masih

saling ... men-mencintai?" sudah payah, Jayden menanyakan.

"Sebenarnya, apa yang mgin Papa bicarakan memanggil kami ke si<sup>na?</sup> Aku sudah jujur, kalau kami memang pernah berhubungan. Tapi, hubungan itu juga telah berakhir sejak lima tahun lalu!"

"Jawab. Apa kamu masih mencintainya?"

Rigel mengatur napas, menatap Star yang telah dipenuhi linangan air

mata. "Nggak."

"Karmu, Star?"

Star mendongak, menatap Ayahnya.

"Bagaimana dengan kamu?" ulangnya tajam.

Star menggeleng pelan.

"Apa kamu tahu Sea? Kamu lebih sering bersama mereka saat itu."

Sea mengangguk kecil.

"Dan kamu diam saja...?" Lovely menticing tidak percaya

"Saya diperintahkan oleh Anda untuk mengawasi mereka. Dan saya melakukannya Urusan hati mereka bukan batas yang bisa saya lewati. Maal, Bu."

Baik, saya coba mengerti. Tapi setidaknya, kamu bisa menasehati

mereka, kan, Sca?"

"Mereka sudah delapan belas tahun saat itu, bukan anak lima tahun yang perlu saya arahkan. Otak mereka sudah cukup matang untuk digunakan"

Lovely mengerjap, "Manf Sea, saya nggak bermaksud menyalahkan kamu Saya hanya saya nggak tahu harus seperti apa menghadapi situasi ini," la menutup wasahnya, terlihat begitu terpukul.

Air mate Star jatuh in menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Ma

maafin aku."

"Star akan dipindahkan ke London. Kamu akan menetap di sana Papa sudah menyiapkan rumah dan fasilitas apa pun yang kamu butuhkan"

Star dan Rigel menutap ayahnya-terkejut dan kehilangan kata untuk

beberapa seat.

Star menggeleng tidak mau dan berlutut di bawah kakinya. "Pa, aku ingin tinggal di Jakarta. Aku nggak mau pindah ke sana lagi. Aku sudah punya rencana di sini untuk membuat restoran. Dan aku telah menemukan tempat yang sesuai keingmanku. Aku nggak mungkin pindah, Pa. Tolong, jangan lakukan ini."

"Papa tidak ada pilihan lain, Star!"

"Pa Jangan keterlaluan. Kami sudah tidak memiliki hubungan apa-apa sekarangi" Rigel bangket dari sofa, meninggikan suaranya tidak terima.

"Kalian yang keterlaluan!" Ayahnya membentak. "Papa tidak akan melakukan in, jika kalian hanya sebatas saudara pada umumnya. Bukan hubungan seperti itu!"

Star menunduk, kepalanya terus menggeleng. "Aku tidak mau, Pa. Aku

tidak bisa,"

"Papa bisa melakukan apa pun, Star Kalian tahu itu"

"Benar, Pak. Mereka sudah mengakhiri hubungan itu, dan Rigel . dia <sup>adalah</sup> kekasih saya." Seharusnya Sea tidak ikut campur, tetapi menhat Star

menangis di sana tampak menyedihkan—sudut terdalam hatinya tidak tega.

"Apa?!" Kedua orang tuanya menyahut tidak percaya.

Bahkan Sea pun tidak percaya apa yang barusan dikatakannya

"Kahan berpacaran? Sejak kapan?" Mereka bertanya bersamaan

"Sejak ... sejak...."

"Sejak empat tahun lalu. Aku mencintai Sea, dan kami berencana menikah dalam waktu dekat. Jadi tolong, jangan mengaitkanku lagi dengan Star. Kami sudah berakhir sebagai pasangan kekasih sejak beberapa tahun lalu. Dia hanya adikku Tidak lebih dari itu."

Sea menatap horor Rigel, "Apa. .?"

R.gel tersenyum. "I love you, Sea. Let's get married!"



Sea mengerjap pelan, menatap Rigel sedingin es di Kutub Utara Rasanya ia ingin menghajarnya, hingga mati kalan bisa. Kegilaan semalain saja belum usai bergentayangan di kepalanya, sekarang kegilaan lain malah mengikuti.

"Rigel kamu bicara apa?" Sea berusaha menekankan nada suaranya.

Rigel menggenggam tangan kecil Sea dengan kedua tangan, membawa ke atas pangkuannya. "Tolong jangan menolakku lagi. Aku capek beli pengainan dan buang-buang calon anak kita."

"Apa?!" Sea menyahut dengan nada tinggi.

Ayah dan ibanya tersedak saliva, bedeham kehdangan kata. Mau marah pun terlalu sulit, karena mereka pernah muda dan melakukan dosa yang sama. Merasa tidak punya hak dan ingat kalau kehidupan lalu keduanya

bahkan jauh lebih kotor dari perkataannya.

Star membeku, menatap dua orang yang herada di depannya dengan perasaan sesak yang tak terjelaskan. Ia masih sukar percaya kalan mereka menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih sejak empat tahun lalu Semudah itu Rigel melupakannya? Semudah itu Rigel bergerak pada hati Sea? Hanya perlu waktu satu tahun setelah perpisahan mereka?

"Kaltan LDR selama mi?" Ayahnya kembali bertanya heran setelah

menenangkan diri dari rasa terkejutnya.

"lya. Dalam satu tahun kita hanya bertemu tiga kali."

Lelaki 49 tahun itu mengernyit, "Kapan kamu pulang ke Jakarta? Bukannya kamu nggak pernah pulang ke sini selama lima tahun terakhir?"

Rigel mengeratkan genggaman di tangan Sea yang terasa lebih dingin dati sebelumnya. Sepertinya dia mulai muak dengan kebohongan ini. Rigel lidak memiliki pilihan lain. Lagipula, Sea yang mulai. Sudah tanggung tercebut, berenang saja sekalian. Tatapan Sea bahkan terlihat seperti ingin

menelannya bulat-bulat

"Aku pulang, hanya untuk menemui Sea," tatapan Rigel terlihat begim lembut. "I don't think I can live without seeing her face, Pa. Si keras kepala in membuatku rindu setengah mati sampai rasanya sakit ke ulu bati "

Muntah sekebon'

Sea memalingkan wajahnya yang terasa panas. Ia tidak mengerti bagaimana Rigel bisa mengatakan semua kalimat itu tanpa terlihat mendenta.

Sementara dirinya sudah mulas tak keruan.

Star menunduk, saling menyatukan kedua tangannya di pangkuan, Sungguh, ia bingung mengapa hatinya terasa sakit mendengar penuturan itu. Tidak seharusnya begitu. Tidak seharusnya ia sakit hati mendengar hubungan mereka yang kini terjalin. Ia sudah memiliki kekasih, dan semuanya pasti akan berjalan sesuai keinginannya jika Rigel sudah bersama Sea. Ayahnya tidak akan lagi khawatir pada hubungan mereka.

"Renar, Sea? Hubungan kalian sudah sejauh itu?" Lovely memastikan,

Sea mengembuskan napas pelan, melirik si Setan Rigel yang juga larapharap cemas menunggu jawabannya.

"Iya. Tapi tentang permikahan ... imi terlalu mendadak," gelengnya fidak

yakın.

"Mendadak kenapa? Aku sudah berulang kali mengatakan keingmanku." Rigel nyolot tidak terima "Jangan menolakku lagi, Sea. Umur kita sudih cukup sekarang. Aku mencintai kamu, dan nggak ada yang kuinginkan lagi selam bisa bersama denganmu".

Rige, mengucapkan kebohongan itu begitu mudah tanpa beban Seolah semua kalimat itu kebenaran yang dipaparkan kepada semua orang Pembicaraan yang semula panas dan berapi-api dipenuhi sentakkan ayahnya, kin, mereda dan perlahan menghilang.

"Sea, aku serius. Aku ingin menikah denganmu. Di hadapan mereki,

aku Ingin kamu setuju untuk menjadi istriku"

Sea menggertakkan gigi. Jika ada palu Thor, sudah ia lemparkan pada kepala Rigel agar hancur berantakan untuk mengecek keadaan otaknya di dalam. Andat waktu bisa diputar, ia lebih baik memilih diam saja dan tak ikut campur Si setan Rigel ini dikasih hati malah ngambil jantung serta printilannya. Bisa mati ia lama-lama.

"Aku.--"

"Kamu menolakku?" genggaman Rigel kian mengerat, menatap Sea begitu intens dan lekat seolah takut akan penolakannya— padahal dia belum selesat bicara.

Rigel memanfaatkan situasi dengan sangat baik. Sea tidak tahu, kalali di Harvard jurusan bisnis juga mengajarkan bagaimana beraktung saat dihadapkan pada situasi terdesak.

"Baby... please?" suaranya terdengar berat, merendahkan kepalanya untuk menatap langsung ke mata Sea. "Kamu nggak perlu lagi khawatir pada orang tuaku. Mereka pasti setuju."

Ya iyalah Syaiton! Daripada melihat kedua anak kandungnya saling

berhubungan, selama berjenis kelamin perempuan, mereka pasti setinu!

Bolak-balik, Sea menatap kedua orang tua Rigel serta Star yang menunduk begitu dalam.

"Kıta bıcarakan ini lagı nantı."

"Katakan sekarang, di depan orang yang membuatku lahir ke duma."

Ayahnya mengeratkan rahang, mendengar penuturan frontal Rigel Mengapa dia tidak menggunakan kata membawa, danpada membuati

"Nanti!" nada Sea terdengar semakin tidak bersahabat.

"Sabat, nggak boleh sering ngegas." Rigel tersenyum geli dan membelai

kepa,anya. "Aku tunggu persetujuanmu ya Seyan sayangku."

"Anak Anda menyebalkan. Saya tidak yakut bisa hidup dengan baik dengannya. Saya khawatir, kami akan saling membunuh saat bertengkar" Sea mengutarakan unek-uneknya

Rigel membekap mulut Sea, tidak kuasa menahan gelak "Di depan

calon mertua, ngomongnya nggak boleh gitu, ih,"

Sea menepis, tetapi tidak sekasar biasanya agar mereka tidak curiga

pada kebohongan yang diciptakan keduanya.

"Sea, kenapa kamu nggak bilang sama Rion kalau kahan audah berpacaran dan lama? Kamu tahu dia sangat menyukaimu," ucap Lovely khawatir mengingut nasib anak bungsunya yang menyukai kekasih dari Kakaknya setama bertahun-tahun ini. "Dia pasti akan patah hati."

Apa yang bisa dikatakan padanya kalau hubungan ini saja baru tercipta beberapa menit talu. Rion adalah orang yang paling layak disebut sebagai idaki sejati dari semua lelaki yang ada di hidupnya. Sea pun tidak ingin

menghancurkan hati anak itu.

"Ma, perasaan Rion hanya sebatas cinta Cicak. Nanti juga ekornya bakal diputus kalau sudah waktunya." Rigel mendengkus.

"Cinta cicak apa maksud kamu? Cinta monyet?"

"Rion hanya mengagumi Sea Jangan dipikirkan dan nggak ada yang peru dikhawatirkan. Dia masih muda. Rion bisa cari yang seumuran dengan dia, sahut ayahnya tegas. "Sekarang, pikirkan, kapan kalian akan menikah?"

"Secepatnya. Nanti kami kabari waktu pastinya," ujar Rigei, kemudian matanya jatuh pada Star yang masih diam tak berkutik di kursinya tanpa mengatakan sepatah kata pun kalimat. "Hanya .. tolong jangan mengaitkan kami lagi Star sudah memiliki kehidupan baru, begitupun denganku. Biarkan

Star hidup sesuai kemgenannya di smi. Aku tidak akan menghubunganya lagi."

Jayden bangkit dari sofa, "Pastikan dulu kejelasan hubungan kamu

dengan Sea. Baru Papa kasih keputusan."

Rigel ikut bangkit dari duduknya. "Pa, sudah kukatakan kalau kami

telah berakhir. Aku mencintai bea dan kami akan segera menikah?"

"Lakukan sesuai perkataanmu. Seperti Sea, Papa juga masih perlu wakta untuk memikirkan." Dia berlalu dari sana setelah mengucapkannya,

Lovely ikut bangkit, menghampiri Rigel dan menangkup wajah anaknya.

"Weigh komu sudah diobati?"

Rigel menyentuh ujung bibirnya yang masih terasa agak perih. "Sudah"

"Obati yang rutin, sayang. Pastikan jangan sampai berbekas,"

Rigel mengangguk kecil. Setelah menyematkan belaian lembut di wajahnya, ibunya pun ikut berlalu dari ruangan itu. Keangkeran yang tercapta, digantikan oleh keheningan tanpa ada lagi yang bersuara.

Rigel meraih tangan Sea, menggenggam untuk membangunkan "Ayo,

bantu aku rapikan barang di kamar yang akan dibawa ke apartemen"

Sea bangku dari sofa, menurut tanpa melakukan perlawanan.

"Kak "Star memanggil, kemudian menghampiri dengan cepat sebelum mereka membuka pintu ruangan

Rigel diam, menatapnya dalam diam-menunggu apa yang ing n

dikatakannya.

"Aku maita manf" Seperti gadis yang rapuh saat ini, dia menatap Rigel Wajahnya yang putih terlihat pucat. "Jika saja kemarin aku tidak ... tidak melakukannya, pasti sekarang wajah Kak Rei tidak akan babak belur seperti ini." Semakin dekat dengan tubuh tinggi Kakaknya, semakin jelas Star bisa

melihat leher Rigel telah dipenuhi beherapa tanda kepemilikan.

Tatapan yang dipenuhi bulir air mata, seolah menjadi ciri khamya. Semua orang yang melihat itu, pasti ingin segera menenggelamkan Star dalam pelukan hangat dan melindungnya. Mengatakan semuanya akan baik haik saja, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Tapi, Rigel tidak bisa lagi mengatakan semua itu. Karena di depannya, ia merasa tidak akan baik baik saja. Bukan hanya orang tuanya, tetapi semesta pun akan mengutuk hubungan mereka.

"Jangan mengatakan apa pun. Hanya perlu fokus pada kehidupanmu and stay away from me<sup>1</sup>" tekan Rigel dingin, kemudian menarik tangan Sea

dan membawanya keluar dari sana.

Jika dulu Star tidak melepaskannya, ia yakin hubungan terlarang ini akan ia perjuangkan bagaimanapun caranya. Persetan dengan mereka dan hukum alam yang ada. Namun sekarang, situasinya telah berbeda Star telah

# clarisayani

#### memiliki kekasih dan tidak lagi pantas untuk diperjuangkan olehnya.

Saat telah tiba di kamar Rigel, genggaman yang semula terkait erat dilepaskan.

"Sea, aku seruis dengan ucapanku tadi. Aku ingin memkah denganmu." Rigel berucap serius, menatap kosung ke arah tumpukan barang yang tadi malam ia hereskan sambil memunggungi Sea

"Apa kamu sudah gila?!" Sea berjalan ke depannya dan menatap Rigel.

Tatapan Sea tidak melembut sama sekali.

"Iya Jika kamu menolakku, aku pasti akan gila."

Sea menampar pipunya. Rigel tidak berkutik, membiarkan dia puas melampiaskan emosi.

"Get yourself together! Anda membawa saya ke dalam masalah yang

lebih pelik."

Rigel mendorong tubuh Sea ke dinding, memerangkapnya di sana "Sea, hal yang semalam kita lakukan adalah awal dari segala masalah. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu dan bagaimana rasa dari tubuhmu. Seharian ini, aku tidak hisa fokus melakukan apa pun kecuali memikirkan caranya bagaimana membuat kamu terus ada di sampingku."

Dan jadı begitu masuk akal mengapa sı Rafel stalan mengejar Sea seperti.

anjung gula.

"Kamu ingin menikahiku karena seks?" Mata Sca terpicing tak percaya.

"Aku saka ada di dalam diri kamu. Dan aku tidak keberatan jika harus memborgol diri selamanya padamu."

"Dasar gua!" Sea kehabisan kata, mengangkat kepalan tangan ingin menonjokuya, tetapi beliim terjangkan, Rigel telah menangkap dan

menguncinya.

"I am Sepertinya aku sudah gila dari dulu dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan." Dia menurunkan pandangan, menyentuh perut Sea "Kita hasus mentkah Barangkali .. akan ada bayi di dalam perutinu."

Sea tercekat, "Apa kamu bilang?!"

Rige, melepaskan tangannya, menyentuh helat rambut Sea dan menyelipkan ke belakang telinga. "Pikirkan dulu, sayang, Itung itung buat Jaga-jaga kalau jadi dedek." Rigel menyeringai kecil, menyentuh pipinya. "Semalam, sebagian aku buang di dalam. Nggak sengaja. Enak sih."

Kedua tangan Sea telah terkepal keras, tetapi Rigel kembah menahannya

begitu erat.

"Berhenti mengatakan omong kosong!" Sea kesal setengah mati.

"Ornong kosong adalah ketika aku mengatakan aku tidak

menginginkanmu."

"Anda masih mahuk?"

"Menikahlah denganku, dan aku akan memberikan sehiruh duniaki padamu." Dia menetap See lebih serius. "Aku tahu, ada sesuatu yang terjadidi masa lalumu. Apa pun itu, aku akan berusaha menghapuanya dari hidupun. Just stay with me, and we can mend everything. The broken will be fixed."

Mereka sama-sama terdiam, tidak ada lagi yang bersuara, Tatapan

keduanya terkunci, berdiri di antara kegamangan sang hati.

Rigel melonggarkan cengkeraman tangannya, mengangkat ke atas dan mencumnya. "Pikirkan, Sea. Aku akan menunggu jawabanmu. Tapi, jangan terlalu lama. Aka bukan orang yang memiliki kesabaran di atas rata-rata"

Everything can be mend in time, but the broken vase, will remain broken" Sea menutap Rigel sungguh sungguh "Aku tidak bisa lebih bancur

darl ini, Rei."

Rigel terdiam, menatapnya lebih laina dan tak mengucapkan apa-apa. Benar sesuai dugaannya, Sea memiliki masa lalu yang lebih kelam dan perkiraannya. Dan sungguh, Rigel tidak bisa berhenti memikukan sahi kata alasan dalam kepala mengapa dia begitu ketakutan malam itu saat ia menyentuhnya. Saat to menyatukan tubuh mereka, dan saat Sea menggigil ketakutan di bawah kuasanya.

Rigel menyentuh jemari Sea, mengecup satu per satu kelima Jemarinya. "Kamu akan sembuh dengan urusan masa lalumu. Aku bisa pastikan mu"

Sea menatap sepasang netra cokiet itu, yang kuni terlihat sangat meyakınkan. Rigel terlihat dingin, tetapi dia begitu lembut. Rigel bisa menjidi. lelaki terbrengsek dan menjengkelkan, tetapi dia memperlakukan perempuan dengan kasih sayang yang nyata. Dia tahu bagaimana menyenangkan hali wanita, dan bagaimana melemahkan sistem pertahanan mereka. Rasanya masuk akal mengapa Star begitu mencantainya.

Rigel meraih pinggang Sea, mengangkat tubuhnya dan menyandarkan ke dinorng saat Sea membisu kecuali menatapnya begitu lekat. 'Kenapa kamu sangat pendiam dan aku tetap menikmatinya?" Rigel mengguman hilang akal. "I want to kess you so bad since I got out of the bathroom thu morning. Car ??" Tanpa menunggu persetujuan, Rigel melumat bibit tipu

Sea yang saling terkatup rapat.

Untuk apa dia repot-repot meminta izin jika dia tidak mengharapkan

awaban dari Seaf

Satu tangan Rigel menahan tubuhnya agar tidak jamh. sedang tangan yang lain menangkup sebelah pipinya. Ia cuma mengisap permukaan bibirnya, tanpa menerobos masuk ke dalam muhitnya. Rigel hanya menarakan Rigel hanya menarakan salah mengisah P merasakan Sea, dan berharap bisa tahu apa sebenarnya yang dia pikirkan

# clasisagani

saat ini. Sea tidak membalas, tetapi dia pun tidak menendangnya mundur masih terbawa suasana *mellow* mereka. Bahkan setelah penyatuan tubuh mereka semalam, Sea tetap menjadi perempuan yang sulit untuk ditaklukan.

"ini gila, karena milikku bangun dengan mudah hanya karena sentuhan ringan ini." Rigel menggeram kesal. "Jika kamu mau, mungkin kita bisa melakukannya dengan cepat," bisiknya, dan sedetik kemudian dia telah tersungkur keras ke lantai saat Sea menendang perutnya dengan lutut

"Bertruman dengan lantas, pasti akan mendinginkan kepala Anda," ucapnya datar tanpa perasaan melihat Rigel tengah meringis memegang

perutnya yang ditendang.

"Aku nggak ngerti lagi sama diriku sendiri, kenapa harus mendekati macan hetina seperti kamu, Seyaa! Aku nggak ngerti lagi. Sumpahi" kesal Rigel sambil menatapnya penuh permusuhan.

Sea lebih tidak mengerti, mengapa ia membiarkan Rigel menyentuhnya.

\*\*4

Pukul sepuluh malam, Sea dan Rigel tiba di depan kontrakannya. Mobil sport R gel yang diparkir tepat di halaman orang, membuat beberapa penghuni di sana yang masih terjaga dan saling mengobrol, melongok keluar pintu dan bertanya-tanya siapa yang datang. Halaman kontrakan Sea telah terisi mobil hitam mengilat lain, dan Sea sudah sangat hapal pemiliknya tiapa

"Rate ada di sini," ucap Rigel tidak senang di balik kemudinya sambil menatap lurus ke depan. "Sea, sebenernya apa hubungan kahan berdua?" Ia menatapnya lekat. "Kalian pernah berhubungan? Apa dia kehancuran pertama yang kemu maksud?" Ada kesal yang tersendat di tenggurukan saat mengucapkannya.

Sea melarikan pandangan, mencari cari keberadaan suruhan ayahnya. Yang mungkin sedang ada di sini dan memotret semua yang dilakukan putra semata wayangnya di depan kediaman.

"Katakan sedikit padaku tentang kamu, agar aku bisa mengerti apa yang harus kunadapi di depan. Bagaimana aku membantu menyembuhkan, jika kama sendiri tidak memberiku sedikit kesempatan untuk mengenalmu?"

Refel yang semula menyandarkan punggung di pintu kontrakan Sea, menegakkan tubuhnya. Sepasang mata kelam itu menatap ke arah mobil Rigel

"Kamu akan tahu secepatnya, tanpa aku mengatakannya."

Rigel meraih lengan Sea, saat dia baru membuka seatbelt dan hendak keluar dengan napas yang terhela dalam seolah beban berat tengah dipikulnya sendirian.

"Apa dia orang yang pertama?" pertanyaan yang sangat ingm ditanyakan Rigel sejak ia melihat Rafel di lobi. "Sea, aku tidak masalah jika aku bukun lelaki pertamamu. Aku bukan orang picik yang mendai perempuan hanya karena selaput dara. I'm a sinner as well. So I'm not gonna judge you. Tapl, aka keberatan jika dia terus mendekatimu dan aku kebingungan apa sebenarnya yang terjadi di antara kalian."

Sea menunduk, tidak berani menatap ke dalam matanya.

Rigel meraih jemari Sea, meremasnya. "Aku akan menunggu sampai kamu siap mengatakannya. Sekarang, kita keluar. Si sialan itu terlihat kayak mau nelen mobil ini bulat bulat dari tadi."

Begitti Rigel dan Sea keluar, bisik-bisik langsung samar terdengar Mereka berdecak kagum melihat paras Rigel yang terlihat tampan bahkan

dalam penerangan yang temaram.

"Sea, kenapa jam segint baru pulang" Rafel menghampiri dengan khawatir Hampir dua jain ia menunggu kedatangannya, dan ia lega Sea sudah datang meski ada kuman di dekatnya.

Sea tidak menyahut, melewati Rafel dan mengeluarkan kunci kontrakan

diikuti Rigel dan belakang.

"Tentang kemarin, aku minta maaf. Aku nggak bermaksud

melakukannya, Ya. Tapi setiap kah di depanmu,—"

"Kamu setalu kehilangan kesabaran karena mengingat ibumu" Sea memotong, berbalik dan menatajinya dengan netra yang memerah. "Hiduplah selamanya dengan kebencian itu. Papa dan kamu, kalian berhak melakukannya. Tapi tolong, jangan lagi menggangguku. Aku mohon, jangan lagi datang hanya untuk menyakitiku "

Rigel mengernyit samar, diam dan hanya mendengarkan Ia berusaha untuk tidak bersikap kekanakan dan mengimbanga Rafel. Meski kalau boleh jujur, ia sangat ingin menghajarnya agar dia menjauh dari Sea dan berhenti

mengganggunya.

"SEW...."

"Kamu ingin tahu apa yang dia lakukan kemarin padaku?" Ses mendekati Rafel, lalu menunjuk bibirnya. Dia menamparku, menendangku, dan melemparku dengan meja kayu."

"Apa?!" Dada Rafel turun naik nask, deru napasnya terputus-putus.

R.gel tercekat, kedua tangannya terkepal. Bagaimana bisa tubuh kecil uni masih mampu bertahan di atas kakinya sendiri dan mendapatkan semua perlakuan itu? Matanya memerah, saat mendengar semua penuturannya.

\*Dan apa yang paling menyedihkan? Aku tidak bisa membencinya, walan seluruh tubuhku serasa remuk hingga aku tidak bisa lagi merasakan apa apa" Sea mundur, menjauhi. "Tolong, jangan datang lagi. Tolong, p<sup>erg),</sup>

# claripayane

Kak. Aku sudah memaafkan apa pun yang kamu lakukan, dan aku tidak lagi masalah jika sampai mati kalian tidak memaafkan."

"Sea, aku tidak bisa hidup tenpa melihat kamu. Aku—" Rafel ingin menjangkaunya, tetapi dorongan keras Rigel membuatnya nyaris tersungkur

ke lantat.

"Pergi. Jangan lagi menampakkan batang hidunguru di depan kekasihku!" sentak Rigel keras, hingga membuat beberapa orang mengintip di balik sekat dinding koutrakan.

"Kekasih?" Rafel mengetatkan rahang, tanpa babibu menarik kerah kemejanya. "Sayu sudah bilang, jangan ikut campur urusan kamu Kamu lidak tahu apa-apa tentang kami. Sebaiknya pergi dari sisi Sea sebelum saya

menghajarmu dan mengiriminu ke neraka!"

Rigel balas menarik kerahnya dengan satu tangan, kemudian melayangkan tinjuan keras ke rahangnya. Menghampiri, Rigel kembali menenjoknya. Rafel baru saja akan bangkit, tetapi Rigel langsung menendangnya mundur Semua tetangga yang semula cuma berani menatap diam-diam, kini berkumpul di halaman Sea hendak meleras, tetapi terlalu takut untuk mendekat. Kontrakan yang semula cukup damas, kini berumah ramas.

Bukan seperti itu lo memperlakukan wanita yang lo cinta. Lo memperlakukannya seperti sampah, meninggalkan dia dalam keadaan berantakan di antai Dan lo masih nggak tahu malu mengatakan lo mencintal Sea?<sup>17</sup>

Sea dan Rafel terdiam, mendengar ucapan Rigel yang berapi-api dan lajam

Jadi Rigel yang memmdahkan tubuhnya ke atas ranjang malam itu?

Rafel bangkit, menghampiri Rigel dan menonjoknya tak kalah keras. Rigel terhempas cukup jauh ke halaman, Rafel segera menghampirinya dan hendak melayangkan tonjokkan, tetapi dia telah berhasil menangkis dengan tepat dan terlatih

"Menjauh dari Sea! Jangan pernah laga mendekatinya!" bentak Rigel

tambil duduk di perut Rafel dan berulang kali menghajarnya.

Rafel memiting lehernya, mengentakkan tubuhnya ke tanah sekuat tenaga. "Lo nggak tahu apa-apa! Jangan pernah ikut campur urusan kami berdua, sialan!"

Sea menghampiri saat semakin banyak orang yang melihat keributan

"Berhenti!"

Rafe, masih melayangkan tonyokkan, tidak mendengarkan. Pun dengan Rigel yang terus menghajarnya tak mau kalah walan keadaan keduanya telah

babak belur dengan darah yang memenuhi wajah.

"Kak, berhenti!" Sea meninggikan suaranya. "Dia benat, kami telah

berhubungan dan aku akan segera menikah!"

Kepalan keras Rafel, meluruh jatuh ke sisi tubuh. Perlahan, ia membalik tubuhnya dan menghadap Sea dengan rasa terkejut yang memenuhi setiap inci parasnya. "Apa...?"

"Kami akan menemui Papa Sabtu ini. Kami akan menikah "

Dia mendekati Sea dan mengguncang bahunya tidak terima. "Jangan bercanda! Tolong, jika ini caramu untuk membalasku, hentikan. Ini sama sekali tidak lucu, Ya!"

Rigel menghampiri dan menghempaskan tangan Rafel dari bahunya. Ia menatapnya tajam, mulai jelas apa sebenarnya hubungan di antara mereka.

"Kak Rafel, kami akan segera menemui Papamu Tunggu adikmu datang

ke rumah, dan berbaik hatilah kepada calon adik iparmu mi!"

Rafel menatap Sea dengan pandangan terluka. Hatinya hancur luar biasa. Dia menggeleng, wajahnya memerah dan tangannya berusaha menggapai tubuh Sea yang telah dibentengi oleh Rigel

"Ya, kamu tahu aku sangat mencintumu. Apa yang harus aku lakukan

Jika hidup tanpa kamu?" suaranya terdengar parau.

"Dan aku tahu Papa dan kamu sangat membenciku. Apa lagi yang akan

kalian berdua lakukan untuk menghancurkanku?"

"Sea... katakan kamu tidak serius dengan rencanamu," mata Rafel berkaca-kaca, tidak sanggup membayangkan apa yang diucapkannya. "I'm so sorry. Ya, I'm really sorry!"

"Aku akan menikah dengannya. Itu adalah keputusan terakhirku."



Saat mendengar jawahan final dari Sea, gurut Rafel menggelap. Rahangnya mengetat dengan sorot mata setajam elang. Rasa sedih yang semula mendominasi, kim telah lenyap digantikan oleh kemurkaan yang tidak lagi terdefinisi. Ia langsung mendorong bahu Rigel, meraih tangan Sea dan mencengkeram keras.

"Sea, bukannya aku sudah bilang hidup dan matimu itu milikku?" Dia bersuara rendah, tetapi sarat ancaman. Berhenti bermain-main dan kemasi barangmu. Kita pergi dari sini, sialan'" bentaknya, membuat semua orang

yang berada di sana terkesiap kaget.

Sea menggigit bibir bagian dalam, menahan sakitnya cengkeraman Kafel pada lengannya hingga seakan-akan hendak menembus tulang. Is tidak mengert, perasaan cinta jenis apa yang Rafel maksud. Karena setiap kali mereka bersama, dia hanya menyakiti dan menakuti. Dia bisa menjadi orang yang lembut sekaligus manusia paling menyeramkan dan tak berperasaan. Sea tidak bisa membayangkan hidup dengan Rafel dalam waktu yang lama. Kecuali rasa takut, ia tidak bisa merasakan apa pun padanya

Sebelum Sea membuka mulut, Rigel telah menghampiri dan menekan pergelangan tangan Rafel tak kalah keras. Gregetan sekali. Rasanya 18 Ingin mematahkan tangannya, agar untuk sekadar meng hand job miliknya sendiri

saja dia tidak bisa. Si sialan mi!

"Glmana? Sakıt?" Rigel kian memperdalam cengkeraman, membuat

Rafel meringia pelan dan menggertakkan gigi.

Dia menoleh, menatap Rigel dengan kemarahan yang tak bisa lagi diungkapkan. Rasa panas mengalin tulang, seolah Rigel mampu metemukkannya.

"Lepaskan, atau kupatahkan tangan mi" ancam Rigel sekali lagi -tak

terlihat main-main.

"Jangan ikut campur Pak Xander Anda bisa menemukan perempuan yang jauh lebih baik dari Sea. Saya yakin, banyak yang lebih cantik dannya dan rela berlutut untuk sekadar mencium kaki Anda. Sementara hubungan komi sama sekali bukan sesuatu yang bisa Anda campuri. Pergi, dan jangan dekati Ses lagi!"

Rigel tersenyum kecil di ujung bibir, pandangannya menantang, "Benar, banyak perempuan yang bisa dengan mudah saya dapatkan. Tapi, saya tidak lagi suka yang mudah. Saya menginginkan Sea, dan saya akan menikahinya

Seperti Anda yang menggilaunya, saya juga!"

Napas Sea tersendat sesak, tidak tahan berada di tengah kegilaan keduanya. Ia benci berada dalam keramaian seperti ini dan dijadikan pusai perhatian semua orang untuk alasan konyol.

"Aku harus masuk," Sea berusaha melepaskan tangan Rafel—tidak

peduli lagi apa yang akan mereka lakukan di luar

"Sayang, kita harus memastikan dulu Kakakmu ini pergi dengan dimai." Rigel menyaliut tanpa melepaskan pandangan dari Rafel yang terlihat naik

pitam

Dan sesuai dugaan, Rafel melepaskan tangan Sca. merenggut kerah kemeja Rigel dengan kasar "Stop playing around, Asshole! Dia milik gue Seluruti dir: Sea, itu milik gue!" seringai menyeranikan terbit di bibirnya. "You know what I mean, right?" tekannya, nyaris tak terdengar "Semasnya

... tanpa terkecuali."

Jantung Sea bertuluan kencang, sedang dahi Rigel mengernyit samar saa, mendengar Rufel menekankan kepemilikan itu. Tak perlu penjelasan hanyak sebab saat ia menatap wajah Sea yang memucat tak jauh berheda seperti malam itu, Rigel sudah tahu dengan jelas maksud kalimai tersiratnya la masih ingat saat Sea terus mendorong dadanya dengan gurat ketakutan yang terpeta, bibu memucat menggumamkan kata. Kak

Kak " Rafel maksud Sea?

Mata Rigel seketika kehilangan fokusnya menginyat semua momen pilu yang terjadi sebelum penyatuan

Rafel pernah memiliki Sea. Dia pernah berkunjung ke tempat yang

semalam dikunjunginya. Mereka pernah melakukannya.

Anjing seanning Anjingnya, Anjing!

G.la – saat dadanya tiba tiba terasa sesak membayangkan tubuh Sea pernah disentuh oleh pria lain. Entah kapan terakhir kali keduanga berhubungan, karena saat melakukan penyatuan, Rigel tahu, Sea sudah arus ndak disentuh oleh siapa pun. Termasuk oleh si keparat ini:

Jika Rigel diminta untuk menyebutkan satu nama makhluk yai g <sup>18</sup>

# clausayane

benci, maka sosok yang berdiri tepat di depannya adalah yang paling ia

bence Rafel Jucking Hardyantara!

Merasa di atas angin mesihat kebekuan Rigel, Rafel melepaskan cengkeramannya tanpa menyurutkan senyum penuh kepuasan. "Sepertinya Anda cukup pintar untuk mengerti apa yang saya maksud. Sekarang, pergi Jangan pernah ikut campur urusan kami lagi."

Rafel berbahk, kembali menghampiri Sea dan meraih tangannya, "Ayu,

kıta--"

"Jangan sentuh calon istri gue, anjing!" Rigel menghempaskan tangan Rafel dari lengan Sea sekuat tenaga. Is sudah mati-matian matuk meredamkan gejolak emosi, tetap, bajingan tengik ini kelakuannya aungguh tidak bisa lagi

dikompromi.

Napas Rafel menderu kasar, ingin sekali menghajarnya tetapi wajah keduanya sudah cukup babak belur dan terlalu banyak orang yang berkumpul di sekitar mereka. Jika diteruskan, dapat dipastikan salah satunya bisa koma. Rigel pun bukan lawan yang mudah. Dia sangat mahir dalam beladiri selama. perkelahian tadi. Rasanya selama Raiel mendapatkan lawan, hanya disiah yang bisa meng mbangunya. Ia pikir Rigel cuma anak urang kaya yang manja -- yang tidak bisa melakukan apa-apa

"Dengar, gue nggak peduli hubungan apa yang pernah kahan miliku di masa laiu. Tapi di masa kirii, Sea milik gue. Dia milik gue dan lo nggaklebih dari kakaknya yang kayak taik<sup>in</sup> Rigel memelankan nada suaranya agar hanya mereka berdua yang mendengar, tanpa mengurangi ketajamannya.

Saling melemparkan pandangan membunuh, tak ada lagi yang berbicara. Semua orang yang ingin ikut melerui pun bingung harua melakukan apa. Dengan postur tubuh yang sama tinggi, sama kuat, dan sama besar, mereka

saling berhadapan.

Rigel mendekati Rafel, memajukan wajahnya dan berbisik di telinganya dengan kedua tangan terkepal keras. "Gue yakin lo udah melihat bagaimana buasnya Sea. Bagaimana tanda itu ada di sana. Dan ini, jelas bukan lagi permaman yang lo maksudkan, Fel. Lebih baik mundur karena tahu diri dan menyerah karena sadar diri. Lo nggak bisa memaksakan seseorang untuk menetap di samping orang yang dia takuti. Go fuck yourself and move on, Lo nggak akan mati tanpa Sea selama dia bukan oksigen!"

lya, berulang kali Rafel mencoba untuk tidak melihat semua tanda di leher Rigel. Ia juga berusaha berpikir kalau semua itu bukan diciptakan oleh Sea saat dia mengatakan kalau keduanya telah berhubungan dan akan segera meulkah. Bahkan yang paling konyol, ia terus meyakinkan diri sendiri semua tanda itu hanya bekas gigitan nyamuk meski sangat jelas itu hasil

gigitan manusia.

#### adduted

Rigel memberikan jarak. "Gue sangat menginginkan dia. Gue ingin Sea seutuhnya. Jadi, sudi atau nggak, lebih haik menyingkit dari hidup dia. Ben dia sedikit bahagia. Dia udah cukup menderita dengan kelakukan lo dan bokap lo."

Rafel mendorong sebelah bahn Rigel. "Jangan bertingkah seolah..."

"Don't fucking say ut!" Rigel menyentak "Nggak penting seberapa gue kenal keluarga kahan, tahu hubungan apa pun yang kahan punya, neraka mana yang pernah kahan lalui berdua, karena yang gue mau, hanya Sea dan lo bukan lag, bagian dari dia!" Rigel menghela napas pelan, memicingkan mata dengan kesal. "Dia bahkan ketakutan-membeku seperti mayat h dup dan trauma atas perbuatan lo, Fel. Apa lo tahu itu? Apa lo peduli dengan Itu?l"

Rafel menatap Sea, yang diam di tempat dengan tatapan mata kosone dan bibir terbungkam rapat. Kecuali suara nopasnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan lain dari tubuhnya. Sea selalu menjadi mayat hidup dan begitu dingin memperlakukannya. Die tidak pernah mau berbicara padanya jika tidak dipaksa. Sedikit saja, Sea tidak pernah memberinya kesempatan untuk memperbaiki semua kerusakan yang telah dilakukannya.

"Berhenti, jangan menghancurkan Sea gue lagi!" Rigel menjauh, menggenggam tangan Sea dengan ibu jari yang tanpa sadar terus dissapkan pada pergelangan tangannya yang mulai memerah. "Kami akan memkah, dan itu keputusan mutlak. Nggak akan ada seorang pun yang bisa mengubahnya,

termasuk elo!"

Ucapan itu terdengar tajam bak pisau yang menghujam keras. Dominin dan tak terbantahkan. Lelaki delapan belas tahun yang Rafei lihat beberapa tahun lalu telah berubah menjadi jauh lebih dewasa dalam fisik maupun caranya berbicara. Ia kebilangan kata imelihat Sea berada dalam perlindungan lain. Dia akan aman di sana, tetapi demi seluruh alam semesta, Raiel tidak mampu melepaskannya dengan suka rela. Ini menyakitkan.

Rigel menyelipkan tangannya ke pinggang Sea, mengajaknya memasuki

kontrakan

Saat baru akan kembali menghampiri, getaran ponsel yang entah untuk keberapa kalinya berbunyi di dalam saku celana - menghentikan kaki Rafti untuk bergerak ke arahnya.

Kurang dari dua menit Rafel mengangkat panggilan sambungan telah dimatikan dan matanya hanya menatap lurus ke depan-pada Sea yang telah

berdiri di depan pintu bersama lelaki yang dungurkannya.

"Sea, aku minta maaf alas nama Papa I'm really serry" Rifel mengucapkan parau—tanpa bergerak dan tempatnya berdiri. "Aka pulang-Jangan lupa obati luka kamu "

# clarisagani

Tidak akan pernah mendapatkan jawaban, Rafel tahu. Tapi, 1a masih berdiri di sana. Dalam diam memerhatikan punggung ringkih Sea-nya.

"Jika si setan itu macam-macam, aku nggak akan segan untuk hadir di antara kalian berdua lagi. Aku akan merebut kamu dari dia selamanya. Bersedia atau nggak, aku akan mencari tahu caranya. Mark my words!"

Setelah cukup puas menatapnya dari belakang, dengan langkah yang terhela gortal, Rafel memasuki mobil— melajukan dengan kecepatan tinggi Ayahnya yang menelepan dan menginformasikan kalau Laura sedang berada di rumah sakit karena kecelakaan lalu lintas. Sebagian hatinya khawatir karena perusahaan bekerjasama dengan perusahaan keluarganya, sedang sadut yang lamnya berharap Laura mati saja sehingga ia tidak perlu lagi memaksakan diri berpura-pura mencintainya.

444

Pirtu ditutup dari dalam saat deru mesin mobil kian menjauhi kediaman. Sea melepaskan tangan Rigel dari tengannya berjalan dua langkah lebih jauh darinya. Mungkun sekarang dia tengah mengejek, menertawakan dan mengernyit jijik sejauh mana kehidupan kotor seorang Sea Diperkosa oleh Kakakuya senuiri dan dihajar hahis-habisan oleh Ayahnya karena membunuh ibunya.

"Sekarang kamu sudah tahu!" Seo bergumam, tatapatunya kosong Tanpa ada air mata wajah itu hanya memperlihatkan bagaimana rapuhnya dio.

Hancurnya dia. Dan tak berharganya hidupnya.

"Jadi .. dia kakak kamu?" Rigel bertanya pelan—sesungguhnya sedari tudi kepalanya tak bisa berhenti menerka-nerka—antara percaya dan tidak

Napas Sea masch terhela berat dengan perasaan yang hancur berantakan.

Kejadian tadi hanya mengingatkan betapa kotornya dirinya.

"Iya," Sea kembali menggumam. "Aku juga membunuh ibuku—Ibu Rafel, lebih tepatnya Ayahku memukuliku karena aku membunuh istrinya." Sea tersenyum miris. Sesak yang tiada obat kini meninju dadanya begitu keras.

"Apa?" Rigel mengerjap, tidak yakin dengan apa yang ta dengar dan

dem Tuhan ia berharap barusan ia salah dengar.

"Pergi, Rei, Aku bukan orang yang bisa kamu dekati. Aku hanya barang rusak yang nggak akan pernah bisa diperbaiki. Aku adalah dosa, yang nggak

Pantas dinikahi oleh siapa-siapa."

Rigel membisu, mulai merangkai semua kejadian yang terjadi selama ia mengenal kehidupan dingin seorang Sea. Bagaimana dia bisa bermain semua alat musik, mengerti beberapa bahasa, dan melakukan banyak hal yang tidak umum dilakukan perempuan yang datang dari kalangan biasa.

Semakin diselami, semakin menyenangkan untuk ditinggali. Ia ingin taka leb h banyak tentang Sea, sekelam apa hidupnya, sedalam apa luka yang ditanggungnya, kehancuran apa yang tengah dipikulnya. Semuanya, la ingin Sea terbuka padanya.

"Aku berhubungan dengan kembaranku sendiri. Kita sama saja, Sea Mungkin dengan begitu, kita bisa saling melengkapi. Saling membersihkan dosa, atau tenggelam lebih jauh ke dalamnya. Aku pikir itu udah nggak lagi penting. Selama dosa itu kamu, aku tahu aku akan tetap menginginkannya."

Sea berbalik dan menghampiri Rigel dengan kesal. Dia seialu

menganggap enteng segala hal.

"Aku anak haram dan pembantu mereka, juga penoreh luka terbesar pada keluarga bahagia itu!" decit Sea, menatap Rigel dengan sepasang netra penuh amarah "Aku bukan bagian keluarga itu. Sesuai ucapanmu dulu, aku hanya perempuan miskin yang nggak memiliki apa apa!"

respons sclanuutova dalam adajah i Astaga, rumit sekali kehidupan Sea. Rasanya ia mulai kehabisan napas berada terialu lama di kedalamannya--isimpai tidak ada lagi kata yang mampu is

ucapkan kecuah bihirnya yang membentuk hurut ().

"Selesai, Sekarung, silakan Anda pulang," Sea mengedikkan dagu ke

pintu berucap formal kembali layaknya dua orang asing.

Ragel mendesah pelan-memanuang perempuan kecil di hadapannya. "Apa ada lag, yang perlu kuketahui tentang kainu?"

"Apa. ?" Sea tidak mengerti-iiwaris memekik.

"Seorang pembunuh, korban pemaksaan, juga anak haram dari pembantu keloarga Hardyantara," ncap Rigel tegas. "Apa ada lagi?" la menautkan alis, memandang Sea yang perlahan mulai menundukkan kepala.

Kedua tangan Sea terkepal, mengatur napas susah payah. Ia diam-

membiarkan Rigel mengatakan apa pun yang ingin dikatakannya.

Riger berjalar, ke arah kasur Sea, mengambil ujung lidi dari sana dan memutuskan bagian ujungnya yang lentur. Mereka saling membelakangi-

tidak ada lagi yang bersuara untuk beberapa saat.

"Sea, dia benar, aku bisa mendapatkan yang jauh lebih baik dari kamu Kamu terlalu biasa untukku. Apa pun tentang kamu, sama sekali nggak termasuk ke dalam kriteriaku. Dari semua perempuan yang aku tiduri, kamu yang paling nggak sebanding untuk disejajarkan dengan mereka."

Sea memejamkan mata, rasanya melelahkan berhadapan dengan dunia

yang memperlakukannya begitu kejam, "Saya tahu"

"Memperlakukanku begitu dungin, nggak sopan, kurang ajar, semaunya, padahal wajah biasa biasa saja. Kadang kamu lupa, kalau aku itu bosniu dan kamu hanya seorang bawahan."

# clasizayanı

Sea tidak menjawah. Walau ia bisa memutar waktu, bersikap kurang ajar pada Rigel bukan sesuatu yang ingin diperbaikinya. Jika ia diberi kesempatan untuk menghajarnya lagi, ia akan tetap melakukannya. Kekerasan terhadap Rigel bidak termasuk ke dalam daftar dosa, malah mungkin menambah pahala. Ia tidak menyesal melakukan itu semua

"Dan lihat, bahkan kamu nggak meminta maaf setelah aku bantu ingatkan juga," Rigel telah berada di belakang punggungnya, berbicara tepat di telinga Sea. "Kamu menghajarku berkali-kali, padahal statusmu bukan siapa-siapa, Sea. Kamu kasar dan dingin, dan entah mengapa ... aku malah mengkasahang."

menikinatinya."

Rigel membalik bahu Sea, dan di detik selanjutnya, dia telah berlutut di bawah kakunya. Mata Sea membulat, tidak mengerti apa yang tengah dia lakukan.

"Will you marry me?"

Sea memundurkan langkah—terkejut "Apa Anda sudah gila" la menyentak, masih tidak habis pikir

"Dati semua kekuranganmu, aku nggak masalah berada di samping kamu. Menikmati wajah jelekmu, tubuh kurusmu, watak keras kepalamu, temperamen bar-barmu. Semuanya, aku nggak masalah selama kamu setuju antuk menikah denganku."

Rigel meraih tengan bes yang terkepal, membuka satu per satu kelima jemarinya. Dari balik punggung, Rigel menyodorkan sesuatu yang baru saja dia buat dari lidi—yang tadi dipotong dan dibentuknya melingkar seperti cincin.

"Menikuhlah denganku, dan kita akan menghadapi dosa im samasama. Berasal dari mana pun kamu, dan bagaimanapun latar belakangmu, selama kamu masih Seyaa yang sama, aku nggak keheratan dengan itu." Rigel menjeda, menatapnya lebih lama. "Sea, I think i'm Addicted to you, and I don't know how to cure it to. Let's get married. I'm serious."

Meski nanya bermodalkan cincin lidi, tetapi entah mengapa ajakan nikah lui terasa benar. Sea memalingkan wajah, mengatur napas yang tetsendat tak beraturan.

"Sca, aku nggak akan membiarkan siapa pun menyakiti kamu lagi. Aku akan memastikan, Papamu nggak akan pernah bisa menyentuh tubuhmu lagi. Aku janji"

Sea kembali menatapnya, dia melayangkan tamparan yang cukup keras Pada pipi Regel. "Dasar sinting!"

"Aw, sakit Se--"

Belum selesai Rigel memprotes, di detik selanjutnya Sea telah berhitut dan menyejajarkan hibuh mereka menangkup wajah Rigel dan

menciumnya sekeras yang ia bisa. Kesal luar biasa, tetapi hatinya juga

menghangat mendengar penuturan konyolnya.

Rigel yang terkejut, langsung melingkarkan tangan di punggung Sea dan keduanya jatuh membentur lantai. Sea berada di atasnya, dan punggung Rigel terbanting kerus karena kebrutalannya.

"Kasar, th," protes Rigel seraya mengulum senyum, "tapi aku suka, karena yang menciumku adalah my Seyaa." Dia memperdalam pagutan

mereka, mengeratkan lingkaran tangannya di punggung Sea.

Sea malas menjawab, memejamkan mata merasakan bagaimana harnya ciuman mereka, Lidah Rigel menerobus masuk, kedua tangan besarnya menangkup bokongnya dan meremas pelan. Ciuman Ses terasa sangat amatiran bagi Rigel. Berkali-kali dia tanpa sengaja menggigit lidah atau bibirnya. Terasa perih, tetapi sensasi bersentuhan dengan Sea menuhipi

semuanya, Enak Seriusan.

Tangan Rigel naik ke pinggang, menyelusup masuk ke balik pakaian dan membelai turun-naik punggungnya dengan lembut dan teratur Jemannya akan sesekali hergesekan dengan tah bra Sea, tetapi Rigel tidak beram untuk melepasnya. Ia takut membangunkan macan tidur, dan malah beraslur dihajar olehnya. Rigel masih belum mau untuk menghentikan pagutar ini. Ia suka ketika berada di dalam mulut Sea, menari lincah bersamaan dengan lidabnys.

Dalam keadaan sadar, Sea tidak percaya ta bisa melakukan semua ini. Hanya saja, saat berada di dekamya, ia merasa nyaman. Semua sentuhan yang diberikan Rigel tidak ada yang membuatnya kesakitan. Bahkan saat Rigel membalik posisi dan membiarkan punggungnya bergesekan langsung dengan lantal kontrakan yang dingin, dia melakukan semuanya secara hatihati. Membiarkan satu tangannya ditindih kepala Sca, sedang satu tangan

lain menangkup wajahnya.

Tak ada jarak semui pun. Saling merekat dan bergubing-guling di lantai dengan lidah yang membelit har Dahi Rigel bahkan sempat membentur kari ranjang, tetapi tidak dia rasakan. Semuanya berjalan sangat cepat dan tepat.

Entah sudah sejak kapan keduanya telah setengah bugil dengan pakaian yang berserakan di lantai. Semua gerakkan tidak lagi dapat dikendalikan sast hasrat telah menguasai. Rigel berada di atasnya dengan kedua lutut yang

bertumpu pada lantai.

Sea mengerjap pelan, napasnya terengah kewalahan. Mereka samasama diam, saling memandang. Mata Sea menyusuri setiap inci tubuh Rigel yang kencang dan berwarna kecoklatan. Dadanya bidang, bisep lengannya menyembul ke permukaan, tuhuhnya seksi dan berotot di tempat yang tepat. Tidak terlalu besar, tetapi juga tampak sangat kuat dilapui urat urat pada

## clasisagani

bagian V-line dan turun pada miliknya yang menantang untuk disatukan.

Dan tepat saat Rigel menyatukan kembali mulut mereka, penyatuan puti dilukukan keduanya. Tubuh Sea dipenuhi, sesak, pompaannya cepat dan pun bangga ia kewalahan menghela napas. Desahan dan erangan berusaha diredam agar tidak menembus dinding kontrakan. Meski sulit la menjerit dan membekapnya keras-keras saat Rigel mendorongnya semakin cepat dan keras ke unam dirinya sampai orgasme luar biasa menerjang kedua tubuh mereka dalam waktu bersamaan.

Rigel tetap bergerak pelan, sampai semua pelepasan usai di dalamnya. Baru dia melepaskan miliknya dan ambruk di lantai dengan napas ngos-

ngosan.

Apa itu kundom? Iu lupa fungsinya.

"Aku yakın setelah inı aku nggak akan menginginkan siapa pun di bawahku sejain kamul" Rigel mengerang frustasi, dengan napas tak beraturan Is menoleh, menyentuh kening Sea dan mengetuk ngetuknya dengan jari telunjuk. "Siapa kamu sebenernya, huh? Beram-beraninya kamu melakukan ini sama aku."

Sea memukul kepala Rigel "Bego!"

Rigel tersenyum, kembah menindih tubuh Sea dan menenggelamkan wajahnya di dadanya. "Jantung kamu berdetak."

"Saya mati kalen berhenti berdetak!"

Rigel mendongak, senyum usil terbingkai di wajah tampannya yang berkeringst. In menyentuh tepat di spot dada Sen yang terdengar bergemuruh tepat. "Berdetak lebih nyaring maksudku. Dia menyambutku dengan baik."

Sea menepuk kepala Rigel, ingin menyingkirkannya. Rambutnya yang halus dan harum perpaduan mint menabrak wajah, bergesekkan dengan Kuhtnya. "Manggir Saya nggak bisa napas."

"Gugup ya?" Rigel meneliti wajahnya yang tampak datar dan dipenuhi

keringat. Napaanya mulai teratur dan detak jantungnya kembali atabi...

Dengan usal, Rigel menjilati kening Sea, kemudian menggigiti pelan hidung bangarnya. "Kok kamu lucu sih? Kesel aku."

Tangan Sea menampar pelan pipi Rigel gregetan. "Minggir<sup>i"</sup>

Rigel tidak bisa menyurutkan senyum padahal baru saja ditampar. Entah tamparan ke berapa kali yang dilakukan Sea hari ini padanya. Mungkin karena lm juga otaknya agak bergeser— tidak jauh berbeda dengan kelakuan si bapak dari segala Cicak. Pada akhirnya ia gila dan jadi begitu menggelikan

"Baik Ibu Seyaa yang terhormat. Your wish is my command." Ia akhirnya turun dan bergulung di sebelahnya Tanpa bantal, tanpa alas, keduanya teianjang total di keramik yang dingin. Tangannya melingkar di perut Sea, seraya menatap wajahnya dari samping.

"Sea?"

Sea tidak menyahut, matanya masih menatap lurus ke atas langit langi carmar

"Sea, kayaknya aku lupa ngunci pintu deh,"

Sea membulatkan mata, menoleh kesal padanya "Apa?!"

"Pintunya lupa belum dikunci. Aku mana tahu bakal buka-bukaan g<sub>ibi,"</sub> Sea menendang kaki Rigel dengan refleks. Rigel meningis, memegang nya

dan bersumpah serapah. "Seyas, kamu belum apa apa udah KDRT!"

Sea langsung naik ke atas kasur dan menenggelamkan diri di balik

selimut. "Cepet kunci!"

Rigel buru buru bangkit berdiri sesuai perintah Sea sambil sesekali mengasap tulang keringnya yang dia tendang. Ia berjalan ke arah pintu yang hanya kurang dari dua meter dari tempatnya bertempur tadi.

Saat mengecek, memong benar pintunya belum dikurici. "Ut, beneran belum dikunci," Rigel tertawa keras. "Kalau tadi ada yang masuk, pasti akan

.ebih seru."

Sea melemparkan bantal yang digumakannya dengan kesal ke arah Rigel yang menyeringai nakai. Dia mendekap bantal itu di dada, mondar-mandir dalam keadaan tak berpakatan sambil mencari sincin lidi yang sempat n herikan pada Sea untuk melamati ya

"Ketemu!" Dia berseru

Sea mendesah pelan, sekali 👵 biragang mengapa ia bisa terjebak lebih

dalam bersama manusia menjet gkebian itu

Rigel menghampiri kasar berakuran kecil itu dan ikat berbaring di sebelah Sea -berimpitan la mengambil tangan Sea dari balik semnut, memasangkan pada jari manisnya. 'Aku akan membelikan cincin yang layak nanti. Tapi untuk saat ini, biarkan cincin ini dulu yang mengikat kania tami aku."

Sea menatap cincin lidi itu yang kebesaran di jari manisnya. Tidak ada yang diucapkan, tetapi senyum tipis tersungging dari bibirnya Semakir dibbat, semakin konyol mengingat kelakuan Rigel yang berbeda dari man<sup>usta</sup> kebanyakan. Ketika perempuan lain di luar sana dilamar dengan cincin emas atau bertian paling istimewa, di sini, ada Sea yang tersentuh hatinya hanya karena benda mu

"Thank you for accepting me, Sea. You're officially mine!" Rigel menyematkan ciuman panjang di punggung tangannya—dengan lembut dan

dalam, "Jangan cobe cobe kabur ya?"

Tidak ada jawaban. Rigel juga tidak terlalu mengharapkan Jawaban. Malam ini hatinya sudah terlalu senang ia tidak tahu dengan pasti apa yang membuatnya merasa terlalu senang.

# claritayani

"Kamu nggak berpikit kontrakan ini terlalu kecil?"

Rigel mengedarkan pandangan, menatap setiap sudut ruangan sempit Hanya kontrakan dua petak. Kamar mandi dan kamar tidur. Kamar ini dilai dengan satu ranjang kecil, loker pakaian, dispenser, tempat sepatu di dekat pintu keluar, dan satu kipas angin kecil. Ruangannya rapi, meski pengap dan panas. Satu-satunya yang menyenangkan di dalam ruangan ini adalah aruma khas Sea yang berpadu bersama aroma percintaan mereka.

"Kontrakan kamu cuma sebesar tempat penyimpanan sepatu aku,"

celetuk Rigel setelah puas mengamati setiap sudutnya.

Sea memutar bola mata, tidak peduli. Ia bergeser lebih dekat ke dinding,

<sub>kensu</sub>d an memejamkan mata.

Kaki Rigel ditempatkan di atas tubuh Sea, tangannya diselipkan ke bawah tengkuknya.

"Bisa diam nggak?" ketus Sea, tanpa membuka mata

Rigel tersenyum miring, mengecup pipi Sea dua kali. "Nggak bisa nih, Gimana deng?"

Sea membuka mata, menggertakkan gigi dan menatapnya dingin.

"Diam."

Rigel memiringkan tubulinya untuk menatap Sea. "Sabtu ini ke tempat keluargamu?"

Ada eda cukup lama sebelum dia berdeham.

"Katakan dengan singkat, bagaimana ayahmu?"

Sea menurunkan selimut sampai perutnya, membiarkan dadanya ditindih oleh lengan besar Rigel. Latapannya nyalang pada langut-langut kamar mengingat-ingat bagairmana ayahnya, karena sungguh, Sea hampir tidak lagi mengenalinya selama delapan tahun tidak saling bertegur sapa dengan layak. Dia tak ubahnya robot penyiksa.

"Nggak apa-apa, nggak usah dijawah. Mending kita—"

"Dia sangat tegas, disiplin, dan .. lembut"

Ucapan Rigel terpotong, saat Sea tiba-tiba bersuara --menjawabnya

"Kadang dia keras, tetapi dia juga sangat hangat Setiap kali dia pulang dan luar negeri, biasanya Papa akan memberikan Mama kejutan. Berupa apa pun itu -barang yang negak masuk akai biasanya, cuma buat bikin kesal Mama. Lilu mereka akan bertengkar seperti anak kecil. Kemudian berbaikan lagi. Selahi seperti itu:"

Rigel menatapnya, mengamati caranya berbicara, cara bibirnya bergerak, dan kedipan matanya yang pelan—tampak menderita bahkan

Sea menatap Rigel, dan setetes air mata jatuh di sudut matanya. "Dia 17th dan suami yang sangat baik."

Seolah Rigel tidak tahu kalau lebam yang bahkan belum hilang sampai sekarang, ayahnya lah penyebabnya. Jelas dia bukan Ayah yang ba<sub>ik</sub> u<sub>ntuk</sub> Sea.

Rigel menyentuh bulir bening itu, menyekanya. "Tenma kasih sudah bertahan sampai hari ini, Sea. Pasti berat untuknu menerima semuanya,"

Sea membank badan, memunggungi Rigel. "Aku ngantuk."

Rigel masuk ke dalam selimut, memeluk tubuhnya dan belakang dan menyatukan jemari mereka. "Good night."

444

Hari sabiu sore, kedua orang tua Rigel sudah rapi dan berslap-slap

untuk bertemu dengan keluarga Sea.

Semuanya serba mendadak Malamnya dia memberatahu, besok sorenya harus sudah Jalan menemui mereka. Tidak ada sama sekali persiapan Bahkan tentang kepelasan asal-usul Sea, Rigel cuma menjelaskan sepatah di a patah kata.

"Papa masih belum mengerti apa maksud kamu, Rei. Sea anak Pak Henrick Hardyantara, tapi dia bekeria di rumah kita selama bertahun tahun lamanya. Kamu nggak miku kalau ini anch?" Ayahnya terus meneria

menginterogasi.

"Pa, nggak ada yang lebih aneh dari si Cicak. Udah berapa jam dia di situ. Dia lempar lempor batu ke kulam. Kasihan ikan yang ada di dalam" tunjuk fi gel ke arah kulam depan di mana Rion duduk murung di sam dan bersandar pada batang pohon seperti manusia tanpa jiwa.

"Kamu pikir kenapa dia kayak begitu?" decak Lovely sambil menghamp ri anak bungsunya. "Kalau aja kamu ngasih tahu dari dulu, pasti

Rion nggak akan separah hati ini."

"Ceput atau lambat, namanya patah hati rasanya itu sama aja, Ma," (umpa) Rigel sambil mengancingkan kemeja bagian lengan

"Udah deh, awas aja kalau kamu ledekin. Kasihan dia Sampe makan aja

dia nggak mau selama dua hari ini gara-gara kelakuan kumu."

"Sayang, nggak usah terlalu dipikirkan. Rion pasti bentar lagi juga move on Dia masah muda. Ntar juga lupa sama Sea." Ayahnya ikut membesa

Lovely mengibaskan tangan menyuruh mereka agar berhenti bitara

"Sayang, kamu nggak makan dulu" Mama takut kamu kena mang kalau sering telat makan gim"

Rion mendongak, menatap ibunya. Lingkaran di bawah mata yang

menghitam terlihat begitu kentara di sana.

"Aku makan atan nggak, Sea tetap nggak bisa aku miliki, Ma," suara Riob terdengar parau. "Kenapa Sea nggak bilang kalan dia udah pacaran sama Kak

# clasizayani

Rel dan dulu? Kenapa sekarang malah tiba-tiba udah mau nikah aja, coba?" Lovely duduk di dekatnya, membelai kepalanya dengan lembut.

"Rion, mungkin dia nggak mau menyakiti kamu."

"Tapi hat, ion hancur lebur sekarang!" Dia setengah menangis, setengah berterlak. Tangannya berhenti melempari kepala ikan yang muncul di permukaan air.

"Rion, udah dong."

la menatap ibunya dengan air mata yang mengalir deras di pipi. "Ma, hati Rion sakit banget, Ma. Rion sayang Sea udah dari lamaga."

"Iya, Mama ngerti, sayang..."

Rion menggelengkan kepala. "Nggak ada yang bener-bener mengerti. Aku melakukan banyak hal agar bisa pantas berada di samping Sea. Kak Rei bilang suruh lurusin kencing, aku lakum. Kak Rei suruh pinter dulu, aku juga akulu. Aku berajar dengan tekun. Aku juga jadi juara kelas. Suruh gedelin, aku browsing di Google nyari tahu caranya. Semuanya, Ma. Rion laki in buat Sea. Tapi, kenapa mereka malah nusuk aku dari belakang?"

Rion, kamu ngomong apa sih? Mungkin Kak Rei sama Sea punya alasan kenapa menyembunyikan hubungan mereka selama empat tahun ini."

"Ya ampun, empat tahun! Itu mereka udah ngapain aja cobaaa..." Rion tersulut emosi, mengguncang-guncang tangan ibunya. "Ma, boleh nggak aku bawa kabur Sea aja? Aku aja yang nikalim Sea? Bisa nggak. ? Bisa ya, bisa?"

Rigel menghampuri, menepuk-nepuk kepala Rion berulang kali "Bawa kabur aja kalah beran: Tapi ingat, kalau kita ketemu, stap-siap punya kamu Kak Rei kebiri! Awas ala lo!" ancamnya

Rion mendongak, menatapnya penuh permusuhan. Berasa mati, tapi nyawa masih nempel di badan Setengah mati, setengah idup Serba nanggung. Tapi sakitnya bukan mam, Ma!" Rion beranjak dari duduknya berjaian cepat ke dalam rumah

Lovely mendengkus, memukul pelan bahu Rigel. "Bakannya disemangati, malab didedeki."

"Niat dia itu nyebelin, Ma. Bikin kesel aja." Rigel mendecak jengkel. "Ayo, kita berangkat. Sea udah nunggu di kontrakannya dari tadi."

Sebelum sampai ke parkiran, langkah Rigel terhenti saat berpapasan dengan Star yang berdiri di teras—hendak mengantarkan kepergian mereka

bemoga pertemuan keluarganya lancar, senyum dipaksakan terangging dari bibir Star. "Ya udah, aku masuk dulu aja"

Rigel mengangguk kecil, menatap punggung Star yang perlahan menghulang dari pandangan.

la mengembuskan napas panjang, berjalan ke arah mobilnya melewati. Ibu dan Ayahnya yang mengamati interaksi singkat keduanya sedari tadi

"Ma, Pa, aku duluan. Nanti kita ketemuan langsung di sana aja Sesuai alamat." Tanpa menoleh lagi ke belakang, Rigel melajukan mobilnya ke luar dari halaman. Ia sudah bulat untuk melakukan pernikahan ini. T.dak ada yang perlu dikhawatirkan lagi.

Hanya kurang dari lima belas menit lagi sampai ke kontrakan Sea, ponselnya berdering. Rigel tidak melihat siapa pemanggilnya, langsung

memasang wireless eurphone-nya untuk mengangkat panggilan,

"Halo?"

"Kak...?

Tubuh Rigel langsung menegang, mendengar suara Star di seberang panggilan yang terdengar parau.

"Iya?" Rigel memelankan lajuan mobilnya. Isak samar bisa ia dengar

dari seberang sans.

"Kumu harus tahu, kalau aku masih sangat mencintaimu." Setelah mengucapkan kalimat itu, sambungan langsung diputuskan olehnya tanpa mengharapkan jawaban apa-apa

Rigel menepikan mobil, terdiam, dan menatap layar ponsel yang

kembali berubah hitam.



Cukup lama setelah mobil menepi di bahu jalan, Rigel termenung kosong senduran – mendikte berulang kah ucapan Star dalam kepalanya.

Kamu harus tahu, kalau aku masih sangat mencintaimu.

Ia tidak bisa untuk bersikap biasa saja saat mendengar penuturan itu. Ia tidak bisa menganggap angin lalu saat perempuan yang membuatnya nyaris gila kembali mengaku cinta. Star selalu menjadi kegilaan yang sulit untuk dihapuskan dari hidupnya. Sosok yang selalu berhasil menjadi kelemahan siat dirinya membabi-buta. Sosok yang pernah menjadi candunya walau tahu itu dosa. Setidaknya, dulu, beberapa tahun lalu,

Dia ... masth mencintainya?

la tidok mungkin salah dengar. Dia jelas-jelas mengatakan demikian Tapi, untuk apa? Mengapa dia tiba-tiba menelepon dan secara mengejutkan mengatakan seluruh rasa yang dia punya setelah lima tahun berlalu saat semuanya sudah berada di jalan yang benar. Saat ia telah baik-baik saja, Saat hidupnya terasa lebih menyenangkan dari sebelumnya walau tetap menjadi pendosa bersama si dingin Sea.

Sungguh, ia tidak mengerti mengapa baru sekarang dia mengatakan itu setelah ia memutuskan untuk menikahi perempuan lain agar Ayahnya tidak mengusir Star dari Jakarta. Mengapa dia harus bertingkah di luar batas saat tanggung jawab untuk membahagiakan perempuan lain telah dipikulkan pada bahunya

Damn you, Star. Damn you!

la benar-benar tidak mengerti apa sebenarnya yang Star inginkan. Bagaimanapun juga, Rigel tidak ingin Star tersakiti hanya karena masa lalu meteka. Ia ingin Star hidup tenang di Jakarta sesuai keinginannya—tanpa dikekang oleh siapa pun. Tapi ... untuk apa dia malah merusak semua

rencananya?!

Di detik selanjutnya, Rigel melepas secara kasar earphone yang <sub>Iq</sub> gunakan dan membantingnya ke arah dasbor mobil dengan keras. "Sialan, Star, sialan!" geramnya kesal Napasnya menderu cepat, meninju setu

kemudi berulang kali

Ponselnya berdering, menampakkan nomor yang diberikan emoticon laut dan bintang yang saling bersisian—tanpa huruf yang bisa dibaca. Hanya melihat itu, Rigel sudah tahu siapa yang memanggil di ujung telepon dan mingkin sekarang tengah menunggunya. Ya ... mungkin Sebab Sea tidak pernah benar menunjukkan ketertarikan jelas seperti para perempuan lain di luar sana. Rigel pun yakin, dia menikah karena terpaksa untuk mencari perlindungan dari kebiadaban Ayah angkatnya. Entah. Rigel tidak terlah pedah Selama Sea setuju untuk hidup di sisinya, alasan apa pun tidak lagi penting baginya.

Dering ponsel mati, tetapi kembali menyala tidak lama kemudian Rigel meraihnya, dengan pikiran berkecamuk dalam kepala. Nomor yang sana,

ikon yang sama, dan berasal dari orang yang sama.

Sea ... calon istrinya.

Ia hanya memerhatikan, sebelum akhirnya ponsel itu terbanting di Jok belakang dan dering itu menghilang menyisakan deru napasnya yang

tersengal kasar

"Persetani" luncuran umpatan itu durungi dengan pijakkan pedal gas yang terentak keras. Dengan kecepatan penuh, ia memutar bahk mobilnya membelah jalanan Ibu Kota yang cukup lengang sore ini ke arah kediaman

orang tuanya diliputi gebuan amarah yang tak terbantahkan.

Hanya kurang dari tiga puluh menit, mobil yang dilajukan seperti kesetanan itu telah sampai di halaman rumah diiringi decitan bin yang bergesekkan keras dengan paving block hingga menimbulkan kepulan asap di sek ternya. Para penjaga yang mendapatkan klaksun keras darinya tidak bisa berhenti mengernyit penuh tanya mengapa lelaki itu datang ke rumah dan berlarian cepat menuju ke dalam saat orang tuanya telah meningga kan kediaman. Gerbang menjulang tinggi itu ditutup, seraya memerhatikan punggung majikannya yang telah lenyap tertelan jarak.

Suasana rumah sepi, tidak ada siapa pun di dalam saat Rigel sampai ke ruang tamu. Para pelayan pun tampaknya sedang sibuk di dapur melakukan pekerjaan mereka. Hati yang sudah semakin sore membuat langkah Rigel dihela panjang panjang menaiki undakkan tangga. Untung orang tuanya sudah berangkat sehingga ia tidak perlu khawatir mereka akan memergoki kedatangannya ke sini. Ia yakin keduanya telah sampai di tempat janjan

mereka.

# clarifagani

Langkah Rigel telah membawanya ke lantai atas—ke arah kamar yang ditempati Star. Tanpa babibu, ia membuka daun pintu dalam sekali entakkan dan berhasil mengagetkan penghuni di dalamnya yang hanya berbalutkan handuk. Mata bulat itu mengerjap kaget melihat kedatangan tiba-tiba Rigel di kamarnya.

"Kak ..." suara Star bergetar panik begitu kilatan kemarahan itu sungguh

kentara menghiasi parasnya. "Ada apa?"

Rigel membanting pintu dari dalam dan menguncinya. Ketukkan tegas suara pantofel hitam yang beradu dengan lantai marmer dan tatapan tajamnya seolah menelanjangi, membuat debaran jantung Star bertaluan semakin menggila. Ia mengeratkan lipatan handuknya, mencengkeramnya.

Star baru saja hendak mandi setelah menangisi kegilaan yang berkecamus dalam hati mendengar keputusan mendadak Rigel yang akan segera menikahi Sea. Sulit untuk Star menerima sentuanya dengan tangan terbuka Ia masih tidak bisa merelakan Rigel bersama wanita lain dengan apang dada,

"Aku pikir Kak Rei pergi ke tempal Se-"

Rigel meraih siku 5tar dan menyandarkan tubuhnya ke dinding -agak membanting, "What the fuck are you tolking about?!" umpatnya serak - tepat di depan wajahnya. "Apa maksud kamu, 5tar, mengatakan semua itu setelah dula memutuskan untuk mengakhiri kisah kita dan sudah tidak ingin lagi berjuang bersama?!"

Star memberanikan ditu untuk mendongak, wasahnya merah dengan tatapan sembah yakin dia baru selesai menangis entah berapa lama. "Aku hanya ingin kamu mengetahunnya," ujarnya singkat dengan hibir gemetar yang dia gigit ke dalam.

Rigel terkekeh pahit. "Kalau aku sudah tahu, apa gunanya? Kita tidak

mungkin bisa bersama juga, kan?"

"Kak..." Star memegang pinggang Rigel, meremasnya. "Aku nggak bisa melihat kamu dengan wanita mana pun Masih sulit untukku menerima seimua mi. Sungguh, ini semua di luar kendaliku, Kak. Aku juga nggak mau seperti ini!"

"Dan kamu mau aku melakukan apa?!" Rigel membentak cukup nyaring wan bersyukur setiap kamar cukup kedap suara. "Kamu memintaku untuk bersikap normal dan tidak ingin melanjutkan hubungan terlarang kita karena tidak ingin mengecewakan mereka, aku sudah lakukan. Aku berusaha menjauhunu, sesuai keinginanmu. Aku tidak lagi mendekatimu, agar kamu terus merasa nyaman dan tidak perlu lagi berbohong pada semua otang. Kamu ingin kita tetap berada di jalur yang seharusnya, aku pun melakukannya Demi Tuhan, Star, I fucking do it! I fucking do everything

*for your sake*! Tapi, kenapa kamu terus datang padaku dan melakuka<sub>n int</sub> semua<sup>?</sup>"

Star kehilangan kata Ia pun tulak tahu apa yang diinginkannya Ia hanya ingin Rigel tetap bersamanya, tetapi ia tahu sungguh egois namanya jika merebut Rigel dari Sea, melawan takdir Tuhan dan kedua orang mamereka Ia tidak tahu. Ia benar-benar tidak tahu.

Jakun Rigel turun naik, menatap Star dengan ekspresi kelam. "Stat, kamu sangat membingungkan. Aku melakukan apa pun untukmu, dan kamu melakukan apa pun untuk membuatku berantakan. Sebenatnya, apa yang kamu ingunkan? Kecuali kebersamaan kita, mungkin aku bisa mengabulkar agar kamu mendapat bahagia yang kamu cari selama ini."

"Kecuali ... kebersamaan kita?" suara Star terbata parau.

Rigel menaikkan handuk Star yang nyaris jatuh dan membiarkan tangan Star mendekap ujungnya di dada agar tidak kembali melotot Ia merenggangkan tubuh mereka, sedikit menjauh dari tubuhnya yang hanya dibalut selembar kain.

"Aku akan menikahi Sea. Kami akan tetap menikah, apa pun kesdaannya" Rigel menegaskan

Seperti tinjuan yang teramat keras baru saja menikari kuat, Star tercekat, tak mampu memikirkan apa pun yang mgin dikatakannya.

"Apa kanan serius telah berbubungan selama empat tahun? Kami berhubungan dengan Sea setelah satu tahun perpisahaan kita?" Star tampak terpukul seraya menatap Rigel dengan lekat—mencari setitik kebohangan yang mungkin bisa dilihat.

"Kamu yang memintaku untuk melupakan segalanya, Star Kamu! Jadi, aku mohon berhenti memberikan kebingungan ini. Semua yang kamu mau, telah aku kabulkan Semuanya, nyaris sempurna seperti harapanmu Aku akan menukah, dan kamu pun telah memiliki pasangan. Seperti yang kamu inginkan dulu, kita telah selesai Jangan mengatakan apa pun lagi. Aku tetap lelaki menakutkan yang samu—yang pernah kamu tinggalkan beberapa tahun lalu"

"Kalian benar-benar telah sejanh itu?" suara Star nyaris tak terdengar "Kak, kamu mencintai Sea? Kamu mencintai dia? Sejak kapan?" beruntun pertanyaan itu terdengar sangat menyakitkan di indra pendengaran.

Rigel menatap ekspresi Star yang terlihat semakin kacau. "Perasaanku pada Sea, bukan urusanmu. Kamu sudah memiliki kehidupan bara begitupun denganku. Jika takut pada neraka, jangan coba-coba mendekati apinya. Jika tidak slap terbakar bersama, tetaplah di tempat teraman dan hiduplah dengan tenang bersama seseorang yang menunjukkan apa itu surga. Karena aku . tidak akan pernah menjadi bagian itu. Aku tetap akan

# classagani

menjadi pendosa, dan kamu akan tetap menjadi malaikat tanpa cela."

"Kamu tahu aku bukan malaikat! Kamu tahu aku tidak sesuci itu!" Star

meninggikan suaranya, air mata berlineng dari kedua netranya.

Rigel menaikkan tangainiya ke rambut Stat, membelainya perlahan. "Star, for me, you're still an Angel even without wings." Is menataphya lekat, terkunes cukup lama setelah bertahun-tahun tak saling menatap dari dekat. "ladilah adikku, sesuai takdir yang telah digariskan Tuhan untuk dijalani kita. Dan kamu akan baik-baik saja"

Rigel berbalik ke arah pintu, meninggalkannya yang tak sempat mengutarakan apa-apa. Saat kunci akan diputar, Star menghampiri dengan

cepat dan menubrukkan tubuhnya-memeluk Rigel dari belakang.

"Kak, aku merindukan kua 1 muss you and everything about us. I don't know what should I do, I really don't know!" suara Star tersendat, antara isak dan tangis tertahan yang tak bisa dikeluarkan keras-keras.

Rigel menegang untuk sesasi, sebelum kesadaran kembali mengambil ash. Ia mengusap punggung tangan Star yang saling terkait di perutnya

dengan lembut, memberikan kenyamanan tersendiri pada Star,

"Aku juga itindu momen ketika kita masih kecil, yang tidak mengertitos itu cinta. Hanya ten ang bagaimana aku melindungimu dari gigitan nyamuk, dan men ahilimu sampai kamu menangis historis dan mengadu. sama Mama," Rigel teraenyum tipis, mengliela napas pelan. "Kita hanya dua anak polos yang tidak tahu apa apa saat itu And yes, I miss you I miss you so much, Star"

"Aku serius, Kak, aku serius saat mengatakan itu. Aku musih sangat mencantamu." Star membarkan wajahnya tenggelain, menggunam di Punggung keras Kakaknya. Harum khas Rigel ia hirup dalam-dalam seraya. mengeratkan lingkaran tangannya.

"Dan aku Kakakmu. Kamu tahu ma."

Ucapan itu terdengar begitu menohok sampai ke ulu hati. Tubuh Star membeku. Kehilangan kata dan tak ada sepatah kalimat pun yang bisa disangkalnya. Tangannya melonggar, terdiam dan menunduk kaku.

"Aku datang ke sini untuk menegaskan itu." Rigel berbicara tanpa bermat berbank dan menghadapnya. "Kita sudah selesai, dan kamulah yang

meiakukannya jika kamu lupa."

"Apa 1152 cinta itu masih ada untukku?" sangat pelan, Star bersanya.

"Apa kamu sangat mencintat Sca?"

Hubungan tak berumah tidak seharusnya dipertahankan. Itu yang kamu katakan dulu. Dan Sea, adalah rumah ternyaman untukku pulang Aku bahagia bersamariya." Rigel membuka pintu, Star memegang lengan keharnya yang terlapisi kemeja.

### adduted

"Bukan itu pertanyaannya," geleng Star "Bukan itu jawabannya,"

Rigel menatapnya dalam diam. Star terlihat jauh lebih dewasa, Raut kekanakan itu telah sirna. Tapi, air mata masih menjadi teman setia dari sepasang netra bulatnya.

"Apa yang ingin kamu dengar, Star?" Rigel bertanya rendah.

"Apa kemu masih mencintaiku?"

Rigel mendesah pelan tak habis pikir, menatap Star dengan kernyitan samar

"You still love me, aren't you?" ulang Star.

"Jika pun iya, kita tetap tidak akan pernah bisa bersama juga, bukan" kalimat itu menjadi penutup pembicaraan mereka. Rigel menepis tangan Star dari lengannya, dan dia langsung berlalu cepat dari sana.

Star ingin menyusul dan memanggilnya, masih banyak yang belum dikatakannya. Tapi, Rigel berlari begitu cepat dan hilang secepat kilat dari pandangan. Bahkan dia melewati tiga undakkan tangga sekaligus menujuka arah luar.

Dalam waktu singkat, mobil yang dikendarat Rigel telah keluar dari gerbang rumah dan kembali dilajukan dengan kecepatan yang lebih gila dari sebelumnya la menusang *eurphone* ke telinga, menghubungi ponsel Sea berkati kali, namun tidak sama ackati diangkat. Panggilan terakhir dari Sea setengah jam lalu tepat saat ia melemparkan ponselnya ke jok mobil menyebabkan retak kecil di tepiannya.

Sea cuma menghubungi Rigel dua kali, dan ia harus membayar dengan panggilan berpuluh kali, bahkan masih belum ada tanda-tanda akan diangkat. Dia memang manusia terbaik yang bisa membuatnya kelabakan kesal

"Angkat, Sea, angkat!" Rigel menggeram pelan mencengkeram setir kemudi dengan kencang Pandangannya fokus ke jalanan seraya mendengarkan nada sambung di seberang sana yang seolah dibiarkan oleh si pemiliknya. Tidak terlutung berapa kali Rigel redialling, Sea tidak kunjung mengangkatnya Apa ini aksi balas dendam karena dua panggilan itu diabaikan?

la menginjak pedal gas ke titik tercepat, menatap artoji yang melingkari lengan telah menunjukkan ke angka enam sore. Seharusnya pukul enam ka sudah sampai di rumah keluarga Sea dan meresmikan rencana pernikahan mereka Sialan! la malah merusak total semua rencananya

Saat mobilnya telah sampai di gang kontrakan Sea, ia mengkiakson beberapa pedagang yang berjualan di tepi jalan—menyebahkan mobilnya tidak bisa memasuki gang sempit itu. Banyak anak kecil yang berkumpul di sana serta para tetangga kontrakan yang menatap sinis ke arah mobilnya—

clasifayani

<sub>(aropak</sub> tidak suka,

Mehhat terlalu bariyak orang di sana, 12 akhirnya melepaskan seatbelt dan memarkir secara sembarang mobilnya di depan rumah salah satu warga. Begitu ia keluar dari dalam mobil, tatapan yang semula amu berubah nidenibut stat in meminta izin baik-baik untuk parkit di sana sebentar hendak mememput calon istrinya. Bahkan saat Rigel berlari ke arah gang Sea, mereka semua masih menatap punggung tegapnya yang dilapisi kemeja bilani pas badan dan berdecak kagum hingga dia benar-benar tertelan oleh arak.

Sepuluh menit dari gang depan. Rigel sampai di depan kontrakan Sea dengan napas ngos-ngosan. Keringat membasahi dahinya, Jantungnya. berdetak cepat takut Sea melarikan diri dari rencana permikahan ini. Tapi, saat kakınya hanya beberapa langkah lagi ke teras kontrakan. Rigel mengembuskan napas lega mel hat Sca tengah duduk di kursi depan sendirian-menatap datat ke arahnya dengan ponsel yang berada di genggaman. Bahkan nada sambung dari ponsel itu masih berbunyi, menempel di telinga belum Rigu. matikan sedari tad+

Betapa menakjubkan melihat langsung Sca mengabaikan panggilannya. Dia terlihat tidak bermat mengangkatnya, membiarkan ponsel itu meraung isk berkesadahan di tangan sampai akhirnya Rigel mematikan sambungan. la tersenyum gelt sambil geleng kepala. Itdak habis pikur akan ada perempuan seasing Sea calam kehidupannya. Ketika mereka akan melakukan apa saja agar mencapatkan perhatian darinya, di sana Sea akan menjadi perhatian Rigel oahkan ketika Sea tetap memilih memunggunginya.

Dunia memang selahi serumit ini

Rigel mengatur napas sebesum berjalan ke arabnya. Matanya masih tertaju pada Sea, tidak sudi untuk dipalingkan ke arah lain meliliatnya sudah. rapi dan dengan setia menunggu. Ia yakin Sea sudah sedari tadi duduk di sini. seperti robot, tak hergerak sedikit pun da pikir dia tidak akan menunggunya. Nyatanya, dia masih ada di sana, menatap tak kalah lekat ke arahnya.

"Maaf, aku telat Tadi ada sesuatu yang harus aku bereskan dulu." Rigel mendekati, berlutut di bawahnya dan menenggelamkan kepalanya pada pentirata Sea. "Mungkm ini adalah hal paling benar yang aku lakukan telama bidup." Dia menggumam tidak jelas, tetap dalam posisinya. "Terima kasih sudah mati menungguku, Sea. Aku senang melihat kamu masih di sini."

Sea mengernyit samar, bingung ada apa dengan Rigel. "Anda berlebihan."

Rigel mengangguk angguk seraya tersenyum, mengeratkan lingkaran tangannya di panggang Sea. "Maaf, membuat Anda menunggu lama, Nyonya Sea yang terhormat"

"Kamu nggak bisa lihat sekarang jam berapa?" Sea mencoba bicara

lebih santai, meski nada suaranya terdengar ketus.

Rigel mendongak, menarik leher Ses dan mengecup bibirnya singkat "Iya, iya, maaf Jangan marah. Aku takut kita akan berakhir di lantal seperti beberapa hari yang lalu."

Sea langsung terdiam, memukul pelan kepala Rigel sambij mengembuskan napas panjang. Dia mengaduh, tetapi malah dengan gentar

meledekinya -- mencium perut Sea bertubi tubi.

"Cepet besar ya, nak, biar kamu tahu bagairnana penderitaan Papa

menghadapi Mama kamu yang brutal."

Sea menggertakkan gigi, tangannya terkepal keras siap meluncutkin hogeman, tetapi segera digenggam Rigel dan dicummya sambil terkeleh pelan. "Udah stap stap aja," ledek Rigel, kemudian bangkit berdiri seraya menarik kedua tangan Sea agar ikut bangkit dengannya. "Ayo bangun bayi besar Kita berangkat ke medan perang."

Sea menunduk, tersenyum tipis dan ikut bangun dari kura yang

didudakinya. "Aku ingin mematshkan lehermu beberapa waktu lalu."

"Apa?" Rigel memekik, memastikan dia udak salah dengar

See melepaskan tangan Rigel yang menggunggainnya Rigel sudah ancang ancang mundur akan serangan Sea. Tapu di luar dugaannya, Sea berjongkok di hadapan Rigel, membersihkan celana buliannya di bagian lutut yang kotor.

Rigel menelan saliva, mengeriap-ngerjap salah tingkuli. "Fh, iku " iku

base sendiri."

"Jangan terlambat lagi. Papa nggak suka orang yang nggak on timi dan

memotarkannya menunggu terlalu lama"

Serangan yang semula Rigel pikir akan dilancarkan, ternyata tidak ada. Seperti orang bodoh, Rigel mengangguk berulang kali atas perintahnya "lya. Iya. Aku nggak akan membiarkan ini terulang lagi."

Sea kembali berdiri, menatap Rigel cukup laina sebelum tangannya mendarat di kepula Rigel -merapikan rambutnya yang sebagiannya telah berserakan di dahi. "Aku nggak ngerti kenapa kamu begitu menyebalkan."

Tubuh Rigel mendadak terasa kaku mendapatkan sedikit perhahan dari Sea, Jeman lentiknya menari di atas kepala, menata rambutnya yang berantakan Jantungnya herdebar lebih nyaring bahkan jauh lebih gila dan momen penyatuan keduanya. Sisi seperti ini dari Sea sepertinya harus ia abadıkan lekat lekat dalam ingatan.

"Aku nggak tahu apa yang telah kamu lakukan, tapi aku harap itu bulan sesuatu yang membuatku muak terhadapmu," cetus Sea seperu sebuah

ultımatum menyeramkan yang membuatnya tak bisa berkata-kata. Rigel mengembuskan napas pelan, menangkup sebelah pipi Sea dan

## classayani

membelamya. "Kamu terlihat cantik sore ini. Aku harap kamu lebih sering

ntengenakan dress, agar gampang saat memasukinya nanti."

Dan tamparan langsung mendarat di pipi kiri Rigel. Tidak keras, tetapi Rigel cukup kaget. Yah ... Rigel lupa kalau ia berhadapan dengan Sea. Si perusak momen romantis sepanjang sejarah kehidupannya.

"Aku harap otakmu berada di tempatnya kali ini."

Suasana yang semula tegang, kini mulai mencair. Rigel tersenyum usil seraya menepuk-nepuk uhun-ubun Sea. "Semenjak kita bercinta, sepertinya otakku isinya video porno semua."

Sea tidak menanggapi. Wajahnya tertata datar seraya mengembuskan

gapas panjang.

Riger meraih dagu Sex, mendekatkan kepalanya dan mengisap bibirnya. "Sore ini kamu memang terlihat cantik. Aku suka." Dia melepaskan,

men bersihkan sasa saliva yang menempel di bibirnya,

Penampilan Sea perpaduan anggun dan tomboy. Tubuhnya yang langsing dibahit dengan dress selutut warna merah muda yang bagian lengannya ditarik sampat siku. Bagian pinggangnya yang sering ta cengkeram untuk menaju-mundurkan tubuh itu saat penyatuan, ada tah pengikat sehingga tubuh Ses terlihat semakan ramping. Meski ke bawah cuma mengenakan sepatu kats warna putih, dandanas. Sea yang tidak biasa mampu membuat Riger menyunggungkan semvum usil. Wajah Sea memang tak sedikit pundilapist otesan make-up, tetapi tampil natural seperti ini saja zudah berhasil membiatnya gemas bukan inain

Saat Rigel masih menikmati pandangan di hadapannya, ponselnya berbunyi menampukan nomor Ayahnya di sana. Di detik pertama panggilan diangkat, pekikkan nyaring behau di ujung telepon telah mengadara.

Res. Papa telepon hupe kamu sibuk terus! Ini sekarang kumu udah di

manai Papa udah di depan komplek perumahan nunggum dari tadi!"

"Bercinta dengan Sea di kontrakan. Sebentar lagi selesai. Ditunggu ya..." digel menyeringai nakal pada Sea seraya menjauh darinya saat rant wajah itu serkan siap melahapnya bulat bulat.

"Apa" i Ayahnya berteriak, sampat Rigei harus menjauhkan ponsel dari

telinga "Kamu sudah gila, huh?!"

"Iya, Pa, iya Aku tutup ya." Dan setelah mengatakan itu, Rigel menutup sanbungan telepon membiarkan orang tuanya berolahraga jantung di

Sea berdecak pelan, melewati Rigel dengan jengkel. "Sinting!"

"Tapı kamu mau, kan," Rigel menyusul Sea tanpa menyurutkan senyum, meraih tangannya dan menggenggam sepanjang perjalanan menuju ke

Di depan gerbang komplek, Rigel mengklakson mobil Ayahnya yang dikendarai oleh sopit -- memberikan tanda agar mengikutinya dari belakang Setelah melewati beberapa blok, sesuai arahan Sea, mobil bernenti tepat di depan rumah besar bergaya mediterania yang dibentengi oleh gerbang besi meniulang tinggt

Mereka semua keluar dari mobil. Begitu kakinya berpijak pada paving book, dengan tidak sabaran Lovely menghampiri Rigel dan menarik

telinganya.

"Kamu kemasukan setan apa sih? Kalan nggak ada Sea, udah mamah gaplok itu muka kamu<sup>17</sup> kesalnya.

"Tampar saja, Bu. Saya tidak keberatan," ujar Sea datar

"Nggak usah sungkan di hadapan Sea. Dia kerjaannya itu nyiksa aku, Ma," Rigel meringis pelan sambil memegangi kupingsiya.

"Kami nungguin dari tadi, kamu malah enak enakkan di sana. Heran"

"Sea, ini rumah keluarga kamu?" Ayahnya bertanya sambil menetap

tidak yakin kediaman besar itu.

Pun dengan Rigel yang juga sedikit ragu dan menegur Sea yang tibahos menjadi lebih pendham dari sebelumnya. Dia hanya mendongak, cukup lama dalam posisi itu sebelum mengangguk pelan.

"Iya, Pak,"

"Papa kama beneran Pak Henrick Hardvantara?"

Sea berdeham sangat pelan, lalu berjalan ke arah puntu gerbang dan

memanggil satpam yang berjaga di dalam.

Kenga orang di belakangnya masih sulit percaya kalau Sea dibesatkan dalam keluarga kaya raya. Henrick Hardyantara jelas bukan orang sembarangan. Dia salah satu pemilik perusahaan media terbesat di Indonessa. Bahkan Ayahnya sempat bekerjasama dengan perusahaan itu

Sea berbicara dengan satpam, dan belum satu memit, gerbang iti dibuka Mereka kembali masuk mobil dan melajukan sampai ke halaman rumahnya. Sea duduk di samping Rigel, menatap pintu yang dibiarkan sedikit terbuki

seolah kedatangannya sudah dinantikan oleh si empunya rumah

"Sea, ayo keluar," ajak Rigel seraya merapikan kerah kemejanya di kaci spion. Ia menghela napas, kemudian mengembuskannya perlahan. Ia gugup

Untuk pertama kalinya, Rigel akan mengenalkan diri pada keluarga Sea dan mempersuntingnya. Ia tidak pernah bertemu secara langsung dengan Henrick, hanya lewat fotonya saja yang tersebar has di internet.

"Sea, apa aku terlihat pantas sebagai calon kanni di mata ayahmu nanti!"
Sea, tersenyum, coris Sea tersenyum getir—seolah ayahnya akan peduli saja dengan leiski pdihannya. Mungkin beliau malah bersyukur karena putra semata wayang keluarga ini akan terlepas dari kehidupannya. "Bahkan jika aku menikah dengan seorang gelandangan, dia tetap akan setutu." Apalagi dengan anak dari keluarga Xander yang sudah terkenal di seluruh Indonesia sebagai pemi ik perusahaan besar.

"Synkurlah, sepertinya beliau bukan orang yang pilih pilih."

Padatuit karena dia tidak peduli bagaimana kehidupan Sea, selama tidak melihatkan anaknya ke dalam kehidupannya

"Ayo, sepertinya kita sudah ditunggu,"

"Rigel..."

Rigel menoleh, mengangkat satu alis. "Kenapa?"

"Apa kamu serius dengan keputusanmu ini? Di sini, aku hanya anak angkat. Aku bukan bagian dari keluarga Hardyantara. Aku juga tidak bisa memasak. Aku sama sekali tidak melakukannya."

Rigel cukup terkejut mendengar informasi terakhirnya. In pikir Sea bisa melakukan apa saja.

"Oh oke Ada lagi yang perlu kuketahui?"

"Aku serius! Bukan saatnya untuk bercanda sekarang!"

"Apa aku teramat bercanda? Jika kamu tidak bisa memasak, aku yang akan melakukannya untuk kita" Rigel menggenggam tangan Sea dan menatapaya sungguh-sungguh. "Aku tidak keberatan, Sea. Itu bukan hal besar Sekarang yang harus kita lakukan adalah bertemu dengan dia Hadapi ayahma sama-sama Kasihan orang tuaku sudah menunggu di luar dari tadi."

Dan setelah berbicara dari hati ke hati, mereka akhirnya memasuki rumah itu yang disambut oleh diia pelayan. Mereka dipersilakan duduk di ruang tamu, sementara salah satu pelayan mengetuk pintu ruang kerja ayahnya untuk memberitahu kedatangan mereka.

Henrick Hardyantara delaki berperawakan tinggi itu muncul dari bask darding dengan pakaian kasual dan kacamata basa yang bertengger di hidang bangirnya. Langkahnya sempat terhenti—tampak terkejut melihat dengan siapa Sea duduk bersisian.

"Pak Jayden Xander?" alisnya saling bertaut, mendekati meja ruang tamu di mana mereka berkumpul

Kedua orang tuanya maupun Rigel berdiri dari sofa, menyambut kehadiran song tuan rumah.

"Selamat malam, Pak Henrick, Saya Jayden, Dan perkenalkan, ini istri saya Lovely. Dan ini ... Rigel Xander, putra sulung saya." Mereka berjabat tangan dengan formal, Pun dengan Rigel yang menjabat tangannya dengan sopan

\*Saya Rigel Senang bertemu dengan Anda Pak Henrick. Saya sering

mendengar banyak hal tentang Anda dari Sea."

Sea masih menunduk, tidak berani mendongakkan kepalanya menatap sosok itu

Henrick yang semula tak acuh atas kehadirannya, kini memusatkan

pandangan pada Sea seperuhnya.

"Oh, nak, kamu sudah pulang," Henrick menghampiri, mengusap kepalanya pelan. Papa tidak menyangka, ternyata calon yang kamu bawa adalah keluarga Xander Seharusnya kamu bilang dari awai agar papa mempersiapkan hidangan yang benar

Sca tetop pada posisinya. Diam dan tak berkutik saat untuk pertama kalinya setelah delapan tahun berlalu, ayahnya menyentuhnya dengan

lembut. Bukan sebuah pukulan yang menyakitkan

"Tidak usah sungkan, Pak Henrick. Kami tidak masalah "

Henrick mengangguk, mempersilakan ketiganya duduk. Para pelayan bergantian membawakan minuman dan makanan ke meja.

"Jadi ... apa rencana kedatangan kalian ke sini?" Henrick bertanya ju

the point

"Saya bermat menikahi Sea Saya Ingin meminta restu dari Anda u ituk menyetujui rencana permahan kami," ucap Rigel sambil meremas tangan Sea yang tersas dingin.

Henrick tersenyum seraya mengangguk angguk. "Tentu saya setaja. Lebih cepat, lebih baik. Sea juga sudah cukup umur sekarang untuk membina

rumah tangga dengan lelaki yang dicintairiya."

Dan suara keras di dekat tangga mengagetkan mereka semua. Rafel berdiri di undakan tangga terakhir - mengenakan celana pendek chino dan kaus Polo putih sambi, menatap lurus ke arah Sea. Vas bunga yang berukuran besar pecahannya telah berhamburan di lantat.

Tidak lama kemudian. Laura menyusul dari atas dan menarik tangan. Rafel untuk membawanya ke dapur. Wajah ayahnya menggelap, memberinya

peringatan agar tidak membuat kegaduhan.

"Maai, kami hanya ingin mengambil air putih ke dapur," ikap lauta

sambil menarik lengan Rafel.

"Pelayan, segera bersihkan." Setelah menitahkan dengan nada dingut. Henrick kembali menatap orang tua Rigel, memasang senyum formalitas. "Maat atas kegaduhan tadi. Dia tidak sengaja menyenggolnya"

Dan belum satu menit, suara bantungan barang kembali menyentak keras indra pendengaran dari arah dapur Entah apa lagi yang telah Rafel

lempar suara Laura terdengar panik di sana.

"Brengsek!" umpatan itu terdengar tajam, disusul oleh kenadiran Rafel yang menghampiri meja ruangan.

### clarifagani

"Astaga, tangannya berdarah!" Lovely membekap mulut, saat melihat

elapak tangan Rafel meneteskan darah segar.

Henrick bangkit dari sofa, berjalan ke hadapannya dan menahan bahu Rafel. Jangan melakukan apa pun!" ancamnya pelan. "Kembali ke kamar Kamu sudah janji saina Papa, Fel"

Mata Rafel yang merah penuh gesolak amarah, menatap Sea yang membuang muka ke arah lain. Rigel menatap Rafel tak kalah tajam, tangannya menggenggam erat tangan Sea untuk menegaskan kepemilikan.

Rafel mencurung tubuh ayahnya. Mengulurkan tangannya yang telah

tergores henda tajam seraya tersenyum kecul pada Rigel,

Rigel bangkit dari sofa, menyambut ulurannya.

"Saya harap pernikahan kalian berjalan dengan lamar." Ucapan itu membuat suasana terasa mengerikan,

"Teruna kasıh, Pak Rafel,"

Ralel melepaskan, menatap Sea yang masih terdiam-enggan menatapnya "Sea, aku mendoakan yang terbaik untukmu. Aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu."

Sea memberanikan din untuk menatapnya -hanya untuk menemukan bagaimana kacaunya keaduan Rafel saat ini. "Iya, Kak, aku harap Kak Rafel

roga bahagia."

Rafel berdecih pelan, tersenvum pahit. "Kebahagiaanku tidak lagi penting. I.dak perlu sok peduli" Setelahnya, dia pergi dari sana ke arah luar seraya membanting pintu depan dengan keras.

Hening untuk sessat, sebelum Henrick berdeham pelan mencoba melanjutkan percakapan "Jadi, kapan kahan akan melaksanakan

pern.kuhannya?"

"Secepatnya!" timpai Rigel. "Saya yang akan menylapkan semuanya, Anda hanya perlu datang. Pesta itu akan dibuat tertutup agar tidak menyebahkan kehebohan di media. Hanya keluarga terdekat Anda dan se uarga kami. Kami ingin menciptakan suasana hangat dan sakral"

"Si,akan atur saja. Saya setuju."

Semudah itu, Henrick menyerahkan Sea pada sosok yang tidak dikenal betul of chaya.

444

Selang dua minggu setelah acara lamaran, pernikahan Sea dan Rigel yang diadakan secara tertutup di salah satu hotel bintang lima itu berjalan dengan elegan dan mewah. Tamu yang menghadiri pesta itu sangat terbatas tuma datang dari kalangan keluarga besar dan teman-teman terdekat kedua mempelai, Bahkan status keduanya ditutupi dari karyawan perusahaan

Tidak ada awak media yang meliput. Semuanya berjalan sakral dan lancar

Rigel mengenakan tuxedo hitam, tengah berada di antara ucapan selamat dari teman-teman satu gengnya. Mereka tidak menyangka, orang yang sering dibuliy-nya paling kejam, kini telah resmi diikat dalam sebuah ikatan suci pernikahan.

"Sen lagi hamil ya makanya mendadak banget bio acaranya?"

"Belum ketahuan, Mungkin masih pada lomba di rahini Sea." Celetik kigel frontal sambil mengcratkan lingkaran tangannya di pinggang Sea.

Ibu jari Rigel akan sesekali mengelus lembut punggung Sea yang dibalut gaun malam panjang berwarna keemasan. Bagian belakang gaun itu terbuka sepanjang lekukan punggungnya sampai nyaris menyentuh pinggul. Rambutnya disanggul ke atas, membiarkan leher Sea terlihat jenjang di antara kilaunya anting berlian yang dia kenakan.

Keluarga besarnya duduk di satu meja yang sama, tengah mengubtol sambil menikman hidangan. Rigel tahu, Star akan sesekali menatap kelarahnya tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia datang dengan Brian malam

ini—terlihat cantik seperti biasa

Rigel dan bes kembah bergabung ke dalam obrolan keluarga, berusaha berbaui dengan mereka. Rion yang daduk di ujung meja tampak murung—begitu pendiam dengan lingkaran linam di bawah mata yang belum juga hilang.

Om nggak percaya kamu akan menikah secepat ini, Rei, Rasanya bari kemarin kamu disusin oleh ibumu." Teman dekat ayahnya- Jason-yang

mengatakan itu.

Rige, tersenyum tipus seraya menyesap sampanye di gelas. "Papa juga menikah dengan Mama di usia 25 tahun 1ya kan?"

"Iya Karena sudah DP duluan. Mau nggak mau, kan? Walau saat m Papamu seperti hewan, tapi ya, dia memang menikahi ibumu saat itu."

Rigel mengernyit, "Maksud Om?"

"Selam harta yang tak terhitung jumlahnya, kegoblokan keluarga Xander dalam utusan cinta itu juga salah satu warisan yang suht dibasmu." Seorang pria dengan rambut dipenuhi uban, menyahut, "Rei, selamat untuk perinkahatimu Semoga kamu lebih normal dari pendahulumu."

Rigel menggeleng pelan sambil tersenyum tak terlalu menanggapi

serius omongan mereka.

"Aku pikir keturunan Xander paling gila jatuh padaku. Om Kakek dan Papa, keduanya sangat kalem. Sementara aku urakkan dan bergajulan. Semua orang sudah tahu itu."

"langan salah, mereka berdua malah kayak kotoran manusia yang

mengambang di sungai tenang."

Jayden langsung terbatuk, menatap sengit ke arah Addison. Dia sudah sangat ma, tapi tidak ingat mati. Bibirnya masih saja setajam cabai terpedas di dunia

"I igat dosa, langsung kesedak," celetuk Jason sambil menyantap

hidangan dengan tenang.

"Inl nggak ada yang bisa panggilin satpain ya? Usir dua orang ini dari ruangan."

Semua orang tertawa, kecuali Sea yang hanya tersenyum tipis segaria.

Bahk lagi, 12 tidak tahu letak lucunya di mana.

"S.ar, kalian akan segera nyusul ya?" Kakeknya bertanya.

"Belum kepik ran Brian masih sibuk mengurusi perusahaannya," sahut Star seraya tersenyum hangat.

"Oh, bagaimana kabar anakmu, Bri?"

"London sangat baik. Sebenarnya dia ingin ikut ke sini, tapi ibuku tidak mengizinkan karena dia harus sekolah."

"Anak?" Rigel mengernyit samar

"Putra Brian Dia sangat tempan dan menggemaskan," jelas Star.

Jadi ... dia pernah menikah? Star masih beram mengaku cinta padanya. saat dia bisa menerama Brian apa adanya - tanpa mempermasalahkan status itu.

"Ab. I see..."

Geritan kursi membuat mereka menoleh ke arah Rion.

"Aku mau menyumbangkan lago"

"Apa .?" Tiga orang sekaligus yang menyahuti, sedang Rion sudah berjalan ke arah penggung dan duduk di atas kursi ditemam sebuah gitar.

"Selamat malam. Aku belajar gitar karena kupikit ini akan keren saat aku mengaku cinta padanya. Tapi ternyata, aku malah memainkan gitar ini di hari pernikahannya,"

"Apa...?!" Sekali laga, mereka menggumam bersamaan saat mendengar

stam Rion yang menggema.

"Mabok nih anak!" kesal Rigel, menatap tajam Rion yang memandang lurus-lucus ke arah Sea.

Tanpa berpiker dua kah, semua orang sudah tahu siapa orang yang

dimaksud Rion. Tidak mungkin Rigel juga, kan.

Sea, ini hati, bukan kayu yang berlapis besi tahan semua kondisi. Aku <sup>ması</sup>h mencintel kamu, meski kamu menyakitiku, meski kamu lebih memilih Kakakuu dibanding aku."

"Jay, anak bungsu io suka sama . Sea?"

lavden mempit pangkal hidungnya, pusing berada di tengah kegilaan ketiga anaknya. Semuanya tidak ada yang benar benar waras.



Jayden menyandarkan punggung ke kurai seraya menatap mak bungsunya yang tengah bersiap-siap memetik gitar Sesekah, ia menggaruk kening yang tidak gatal. Pusing sekah berada di keramaian seperti ini dari pagi sampai malam hari. Ditambah sekarang harus menghadapi kegalauan Rion ditinggal nikah oleh Sea. Wajahnya terlihat lebih tirus dan kuyu, Cinta memang selalu jadi senjata paling ampuh untuk membuat hidup mendenta.

"Sea, lagu ini untuk kamu. Nggak berharap kamu cinta juga ke aku, tapi seenggaknya Lobalah peka. Kan jelas kalau aku ada rasa " Rion menatap Sea

dengan kesedihan yang tak bisa ditutupi

"Eaa. " Jason dan Addison menyakut bersamaan "Tarik bang..." Mereka berdua yang terlihat paling excited melihat pertunjukkan ini. Bagi keduanya, percintaan keluarga Xander memang menarik untuk dukuti Suki

ada goblok gobioknya gitu. Friak untuk dihujat.

Addison mehrik Sea yang juga menatap Rion. Perempuan bereksprandingin dan datar itu tersenyum tipis seolah memberi semangat padanya—disusul embusan panjang napasnya yang keluar pelan. Terlihat kasihan pada anak delapan belas tahun itu. Dari semua perempuan yang dipilih keluarga Xander, sepertinya Sea yang paling berbeda. Dia sangat pendiam dan kaku Tidak banyak ekspresi yang dikeluarkan. Boro-boro basa basi kosong, bicara saja dia tampak malas. Sedikit mengingatkan pada Ethan tetapi daiam versi wanita.

"Rel, ini ceritanya saingan sama Rion?" Jason bertanya sambil metali sampanye di gelas bertangkai dan meneguk perlahan.

"Si Rion cuma berlebihan aja. Rasa kagum, tapi salah mengartikan"

ketusnya.

"Kayak Eason yang dulu suka sama Callia," celetuk Addison i<sup>ngat</sup>

## claritageno

masa lampau. Ia menatap Rigel yang terlihat mengetatkan rahang tak suka, membiarkan gelas menempel di hibir bawahnya. "Hati-hati, nak. Tikungan adik juga bisa tajam dan menyakitkan, bason dulu nggak terlalu mat buat merebut Call a Usahanya kurang keras. Tapi kalau jiwa muda kan beda lagi, merebut Call a Usahanya kurang keras. Tapi kalau jiwa muda kan beda lagi. Apa lagi seumuran Rion gini. Semitwe, Disentuh dikit aja hatinya bisa getergete."

"Riem nggak akan pernah jadi sainganku!" Rigel menyentak keras tidak terma membuat satu meja itu menatapnya. Ia tidak peduli jika semua

orang berpikir ia sudah bersikap tidak sopan pada orang tua ini.

lermasuk Star yang sedari tadi ikut curi pandang sambil menyimak obolan la iadi ingin tahu, apakah Rigel secinta itu pada Sea, atau hanya rasa kepemilikan semata. Mengapa dia harus semarah itu hanya karena Riun. Adik hungsunya jelas tidak sebanding dengan Rigel. Ada pesona tersendiri tang membuat perempuan mana pun tertarik padanya—padahal terlihat ielas kaiau Rigel hukan pria baik baik. Saat dia diam, paras itu akan terlihat dingin dan membuat penasaran. Saat dia bicara, gurat nakal dan frontal memberikan kesan panas pada sosoknya. Sedang Rion hanya anak delapan pelas tahun yang manis dan tidak macam-macam.

Rion juga ganteng kok. Dia tinggi, olahraga sedikit lagi bisa lah adi sanganmu. Iya nggak. Se 22 Jason mengedikkan dagu meminta

perseni iian-yang tentu sain tidak mendapatkan jawahan

Menggertankan gigi, punggung Rigel ikut bersandar jengkel seraya menatap teman baik ayahnya Tangannya ia selipkan di paha Sea—langsung

tiembuat Sea terkesiap dan mendapatkan delikkan tajam

"Lepaskan," Sea memberi penngatan pelan, sambil berusaha menyingkirkan diam-diam tangan Rigel yang meremas pahanya. Geun malam panjang yang memiliki belahan sepanjang paha turun sampat ke betis ini memang sangat menyusahkan. Tangan Rigel jadi lebih leluasa membelanya di bawah meja. Pantas saja tadi sore ia berkeras untuk tidak mengenakan pakaian ini kalau saja bukan pilihan dari Lovely. Ia sudah memiliki firasat tidak enak, dan sekarang terjawah sudah kenapa

"K ta berada di level yang berheda, Om," Rigel berusaha menenangkan diri mendengar sedekan si Pak tua itu. "Sea itu tipe yang suhi dipuaskan Mana mungkin sudi dia sama anak ABG yang baru aja berhasil lurusin kencing." Dia menyeringan lalu membelai milik Sea di balik selembar halus

telana datamnya. "Iya nggak, sayang?"

Sea berusaha menepis tangan Rigel dari tempat sensihi itu. Si sialan Rigel selalu saja melakukan hal yang di luar nalar manusia. Membuatnya kesal sepertinya memang menjadi hiburan tersendiri bagunya. Dan bukannya disingkirkan, dia malah mencubit pelan tempat penyatuan.

"Sea, jawab dong,"

Sea memalingkan wajah ke arah lain tanpa memberikan awaban,

mencoba sekuat tenaga merapatkan kedua pahanya.

"Ekspresi Sen kayak yang mau ngajak gelud." Jason tertawa gel. "Kayaknya Sen nggak cints ya sama kamu, Rei? Kamu yang lebih posesif. kamu yang lebih agresif, dan kamu juga yang lebih bucin. Makin beser dung kesempatan Rion buat gantiin possa kamu?"

"Yang muda biasanya lebih menggoda loh, Rei," Addison ikut nimbrung

melihat wajah Rigel semakin memerah

"Stapa yang paling cinta stapa?" Ia tertawa hambar, meng baskan tangan. "Perempuan mana yang nggak suka aku sih? Aku nggak berniat sombong, but come on"

Sea menolch, mengernyit samar mendengar ucapan penuh percaya diri Rigel. Tidak memprotes, tetapi ia jengah, sehingga hanya selang beberapa detik, matanya kembali dipalingkan ke arah Rion yang tampak kebingungan

mengatur gitarnya.

Jason tidak lungsung menyahut, memerhatikan lebih lama wajah Rigd. Sepasang netra coklat dan rambut coklat alami dengan senyum nakal yang clingin Bibirnya merah dan hidung itu mancung tajam Ditambah lagi proporsi tubuh yang sempurna dan nyaris tak memiliki cela. Ia yakin semuamata yang melihotnya bisa mengatakan kalau dia lelaki yang sangat tampan

"Iya, sepertinya ucapan kamu benar. Pasti banyak sekali ya perempuan

yang menggilaimu, Rei?"

mendergar mengedikkan bahu tersenyum jumawa Rigel регеспізналиуа.

"Kecuah Sea tentu saja," Jason pun tertawa. "Om bisa mengatakan kami

Sea mungkin aja terpaksa menerima kamu karena kasihan "

Hukan hanya Jason yang tertawa, Addison pun tertawa lebih keras dan puas melihat wajah Rigel kembali merengut murka.

"Maaf loh, Rei," tawa itu masih terus mengalun dengan memuakkan

Rigel tidak lagi menjawah, menalap tajam dua orang itu. Pun, mudak bisa menyangkal ucapan yang dilontarkannya. Mengingat kembali ajakan pernikahan ini, sepertinya memang benar ia yang memaksa Sea dan berusaha lebih keras untuk mendapatkannya

"Pa, kayaknya kita memang perlu manggil satpam dehl" kesal Rigel

yang sedari tadi diledeki

"Padahal Papa udah bilang ke Mama kalian, buat nggak undang dut

Argumentası mereka berhenti saat mendengar petikan gitar Rion lelembut int" Suaranya yang berat dan pelan mulai terdengar, tampak menghayati lagunya

## clarifayani

kepalanya tertunduk, tidak mampu menatap Sea yang sudah jadi milik

Kakaknya.

"Udah ya, Rei Kamu dan aku nggak boleh kemusuhan." Jason menakkan gelas bertangkai itu ke atas, bersulang dari seberang meja. "Ayo kita dengerin aja curhatan hati adik kamu. Siapa tahu Sea jadi luluh."

Rigel mendorong kursi ke belakang, bangkit dari kursinya dengan kemarahan yang tak terjelaskan. "Silakan bicara sendiri" Dia berlalu dari sana -kesal sekali. Katau saja lelaki itu bukan teman baik ayahnya, sudah ia geserkan rahangnya agar berhenti bicara.

buhagia, Ku tak melihat kau bahagia dengannya terluka Aku tak bisa dupatkan kau sepenuhnya Akuterluka melthat kau bermesraan dengannya Ku tak panagia melihat kau bahagia

Saat mendengar lantunan itu, rasanya Rigel ingin melemparkan kursi ke arah panggung. Padahal ia sudah merasa menang atas diri Sca, tetapi tetap saja banyak Gedemit yang menginginkannya.

"Pada gda semua!" umpatnya gregetan.

Kepala Rion baru beram didongakkan dan tepat menatap ke arah Sea. Berharap dia bisa mendengai jeritan hatinya. Berharap dia bisa sedikit lebih peka kalau 12 cinta—tanpa memedulikan tatapan Rigel di pojok ruangan yang menggelap dan penuh ancaman

Harusnya aku yang di sana, dampingimu dan bukan Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia Harusnya kau tahu bahwa cıntaku lebih darınya

Harusnya yang kau pilih bukun dia

Rion tanpa gentar melanjutkan-meski jan tengah Rigel terangkat tinggi-tinggi ditujukan untuknya. Sea tersenyum tipis, mengangguk kecil mengiyakan Rion sangat pure dan polos, Ia tidak menyangka sama sekali kalau Rion sesuka ini padanya. Dia tidak seharusnya tersakiti seperti ini.

Melihat Sea tersenyum hpia dan mengangguk kecil, Rion merasa tenang-meski tidak sepenuhnya senang. Ia kembali fokus pada gitarnya, dengan mata para tamu yang hampir seluruhnya tertuju ke arah panggung la tahu, hanyak yang menjadikan nyanyian ini sebagai bahan lelucon. Seolah perasaannya sebercanda itu.

Saat ia mengambil napas dan siap melanjutkan lagunya ke bagian reff,

tha-tiba mustk pengiting berubah.

Riun bangkit dari kursi dan menoleh ke arah kru di belakangnya, "Woyy' kenapa musiknya jadi kuplo sih<sup>9‡\*</sup> gerutunya, sedang Jason bangkit dari khrist dan mengangkat tinggi-tinggi tangannya sambil mengibas kibaskan hang seratus ribuan.

"Hobahh..." Musik mellow itu berubah jadi genderang yang berisik Gema tawa semua orang yang semula ditahan, kini mengisi setiap penjung

ruangan.

Rion mengembuskan napas panjang, melihat teman baik ayahnya seperti sedang kesurupan di bawah panggung seraya menyuruhnya unink melanjutkan lagunya. Andai ia punya kekuatan untuk memindahkan ita bengka itu ke luar angkasa, pasti sudah ia lakukan sedari tadi

Jason naik ke atas panggung dan menepuk nepuk bahu Rion.

"Om apa apaan sih" i" kesal Rion.

Wajah congkak itu berubah dengan cepat menjadi serius seraya menatap Rion di tengah berisiknya suara penyanyi yang melanjutkan lagunya dinngi musik dangdut sesuai arahan Jason.

"Percayalah, Om juga pernah berada di posisimu, Yon Il hurts hie hel-But, tife must go on, right? Cheer up, buddy. This is your brother's wedding"

"Bohong!" Rion menyentak sebal, ia hendak turun dari panggang, tap,

segera ditahan oleh Jason.

"Jika tidak, kamp nggak akan ada di sini sekarang. Kamu masih jadi gumpalan sperma Papamu, atau terbuang cuma cuma di septic tank".

"Maksud om?" Rion tidak mengerti, masih terbawa emosi karene

momennya dirusak oleh Jason.

"Patah hati karena cinta mi hal biasa. Ambil pengalamannya, cari lagi perempuan lain di luar sana."

"Emang nggak ada yang bener-bener ngerti perasaan aku!" decit Rior.. "Seolah hatiku hariya bahan bercandaan. Seolah perasaanku hanya sebatas mainen!"

"Love is part of 't right? Memang kadang cinta sebercanda itu kok. Siapa sangka juga kamu suka cewek yang lebih tua. Kayak Papa kamu di masalaluyang pernah cinta sama perempuan yang umurnya jauh di atasnya."

"Apa? " Rion mengernyit lagi, tidak terlalu paham

"Someone is here."

"Apaan sih—" dan belum sempat menyelesaikan kalimat, panggilan Ses di belakang punggungnya langsung membuat Rion membeku.

"R1..."

Jason melepaskan tangan Rion, "Itu Sea-nya. Coba bicara dulu deh." [8 menepuk bahunya seraya tersenyum congkak dan turun dari panggung

Sementara tubuh Rion seperti tidak hisa digerakkan saat akhimya Sea memanggil namanya setelah beberapa minggu tidak saling bersinggungan. Saat akhirnya perempuan yang ia anggap palang keren sejagad raya berada tepat di belakangnya Sea berjalan ke depan Rion, menatapnya yang tidak sanggap membalas tatapnya. Perasaan Rion tidak bisa dijelaskan

# clargayani

Berantakan—ambyar—semuanya berpadu dibungkus menjadi satu.

"Ke-kenapa Sea?" dan di detik selanjutnya, Rion mati. Iya, ia merasa seluruh nyawanya baru saja dicabut dan dibawanya ke surga.

Sea memeluknya! Untuk pertama kalinya, dia memeluknya! Fuck, yeah!

Ia nggak apa-apa mati sekarung!

"Rion, dari semua lelaki yang kukenal, kamu adalah lelaki paling baik dan paling tulus memperlakukanku." Sea menguraikan pelukan, saat Rion masih belum sempat membalas pelukannya. Dia bergeming seperti orang bodoh dengan seluruh wajah yang serasa terbakar

"Sea ," suaranya bergetar menahan tangis. Akhirnya setelah sekian

lama, Sea tahu perasaannya.

"Hati kamu nggak sebercanda itu. Dan aku senang disukai oleh pria setulus kamu."

Sangat dalar, tetapi Rion ingin jingkrak-jingkrak kesetanan mendengarnya. Sakit hati yang beherapa minggu ini menggelung, seolah terhapuskan.

Rigel? Fh. dia siapu? Rion tidak keruil.

"Makasih Sea Kutunggu jandamu, ya?" Sea tidak sempat menjawab, karena Rigel sudah menarak Rion ke bawah panggung.

"Go fuck yourself!" sentaknya, sambil mendorong tubuh Rion dan nyaris

limbung.

Rigel menghampiri Sea. Wajahnya merah padam seraya menatapnya tajam "Kamu ngapam sili pake acara meluk-meluk si Cicak segala?"

"Sea, nyanyi dong buat suami kamu," Lovely berteriak dari arah meja

mereka untuk meredamkan amarah Rigel.

Sea terdiam sebentar, kemudian menepuk-nepuk pelan pipi Rigel. "Kama terithat kekanakan Aku suka melihatnya."

Dia tersedak saliva, mengerjap "Apa ?"

Tidak menjawah, Sea mengambil mic dan berbicara dengan kru musik di belakang. Dan saat Sea kembah ke hadapan Rigel, denting piano yang begitu menenangkan menyusup masuk ke indra pendengaran

I close my eyes and I can see

The world that's waiting up for me

That I call my own

Senyum yang entah sejak kapan telah sirna di bibir Rigel, kini perlahan mengembang lebar. Sea menyanyikan lagu A Million Dreams, tentu saja untuk dirinya.

Through the dark, through the door Through where no one's been before But it feels like home

Tanpa malu, Rigel telah melingkarkan tangannya di pinggang ramping Sea, membiarkan semua orang menyaksikan milik siapa Sea sebenarnya.

Kedua mata mereka saling terkunci. Saling menatap, Dan saling mencari kebenaran. Tanpa diduga, Sea mulai mengangkat satu tangamya, melingkarkan di leher Rigel Kakinya sedikit berjinjit, berusaha menyembangkan tubuh mereka agar tidak terlalu timpang.

Dan sebelum lagu itu terselesaikan, Rigel telah menangkup wajah Sea, mengisap dalam-dalam bibirnya. Sorak sorai langsung mengudara, righ sudah tidak lagi bisa dibendung diiringi tepukkan tangan semua orang yang

melihatnya

Kecuali Star dan Rion, tentu saja. Hatinya hancur berantakan menyaksikan semua momen intim keduanya di hadapan ratusan pasang

mata yang melihatnya.

"Kamu selah jadi makhluk yang tidak kertebak. Sea," gumum Rigel, saat bibitnya menjeda untuk mengambil napas, kemudian dusapnya lagi lebih lembut dan penuh perasaan.

Rigel tidak peduli siapa yang lebih menginginkan siapa, Karena kini,

semuanya tidak lagi penting baginya, selama perempuan itu Sea.

494

Pesta pernikahan itu semakin lengang ketika waktu telah menunjukkan pukul sembilan malam. Hanya tersisa beberapa orang saja yang masih belum beranjak dari kursinya saling mengobrol dengan sesama kolega. Pun dengan Sea, yang duduk di paling pojok ruangun, menunggu Rigel yang sedang mengantarkan teman-temannya ke luar dari baliroom hotel. Kakinya sudah terasa sakit seharian uni mengenakan high heels. Ia sudah tidak tahan lagi sehingga membiarkan kakinya telanjang menapaki karpet lantat Lagipula sudah tidak ada lagi yang perlu disambut. Keluarga besir R gel maupun keluarganya telah pulang.

"Kamu masih belum bisa menggunakan sepatu hak tinggi?" Pertanyaan

itu tiba tiba mengagetkan Sea yang sedang memijit betisnya.

Sea mendongak ke arah suara, memerhatikan tubuh tinggi dan seksi itu yang kian mendekati tempatnya. Kakinya sangat jenjang, dibahi dengan sepatu high heels yang mempercantik penampilannya.

"Star, kamu . belum pulang?"

Perempuan berpakaian short dress berwarna pastel dipadukan dengan rok span hitam sepaha itu menghampuri dengan wajah hangat nan ramah. "Brian sedang ke toilet dulu," ucapnya, seraya mendudukkan tubuh di samping Sea. "Tadi, kalian terlihat sangat serasi. Semua otang pasti berpikit kalian begitu saling mencintai."

"Tenma kasih," sahutnya singkat. Sea kembali menunduk, memunt betisnya. Ucapan Star sepertinya hanya basa-basi belaka, dan ia sedang tidak ingin melakukannya.

"Sekarang, kamu sudah jadi bagian keluarga kami."

Sea tersenyum tipis, mengangguk kecil. Ia kadang masih sulit percaya pertikahan ini ada. Ia tidak menyangka lelaki yang sangat ketus dan dingin memperlakukannya, bahkan pernah beberapa kali mengusir, kini menjadi

pasangannya.

\*Bukankah Kak Rei baik dalam segala hal, Sea?" Star mulai berbicara ligt, sambil menatap kosong ke arah panggung. Dia tahu bagaimana menyenangkan hati perempuan. Dia tahu bagaimana membuat kita merasa jadi perempuan yang paling diinginkan. Dia bahkan mengenal tubuh kita lebih baik dari diri kita sendiri."

Sea menghentikan pijatan, menatap lurus wajah Star dalam diam dan

membiarkannya mengatakan apa pun yang ingin diinformasikan

"He know how to please us. Mungkin itu kenapa banyak sekali perempuan yang masih mengejarnya saat dia sudah melepaskan mereka." Senyum Startersungging, meski tidak sampai ke matanya. Meski suaranya terdengar tidak enak d terima gendang telinga.

Senyum kosong, palsu, dan tak perlu.

"Termasuk kamu?"

Star menatap Sea dengan ekspresi tergagap, tidak menjawab untuk beberapa saat.

"Kamu keliru, Star Jika dia mgin lepas dariku, aku akan melakukannya. Aku tidak akan mengejar sesuatu yang tak pantas untuk kuperjuangkan."

Star mengerjap-ngerjap, saat Sea mengatakannya dengan tegas dan

dingın, "Sen, jangan salah pa—"

"Apakah Jawaban itu sudah membuaunu senang?" Sea memotong ucapan Star "Aku setuju tentang semua pendapatmu. Tapu semua alasan itu tidak akan membuatku bertahan di sisinya jika dia tidak lagi menginginkanku."

"Hanya tentang waktu, Sea," Star menyahut lagi, menatap Sea lebia senus. "Andaikan kami bukan saudara kandung, aku yakin posisi ini adalah aku yang menempatinya. Aku melepaskan, karena aku tahu di dekatku adalah hal terfarang."

"Kamu masih sangat mencintannya?" Sea menautkan alis, bertanya

pelan nyarıs tak terdengar

Kamu sudah tahu jawabannya. Dan aku yakin dia pun merasakan hal yang sama." Star beranjak dari kursi, melihat Brian yang sedang tersenyum bangat dan melambaikan tangan sambil berjalan ke arahnya. "Aku pulang. Sclamat untik permikahan kalian." Star berlalu dari sana—bersama Brian

yang dia gandeng dengan mesra.

Sea terdiam cukup lama, tenggelam dalam dunianya, sampai tiba tiba benda kenyal itu mendarat lembut di pipinya. Berpikir perihal maksud ucapan Ster membuahnya lupa kalau ia masih berada di tempat acara. Ia bahkan baru menyadari kehadiran seseorang di dekatnya yang sedari tadi memerhatikan kegelisahan yang terpeta di wajahnya.

"Kamu dan tadi dipanggil nggak nyahut,"

Sea mendongak, melihat lelaki yang jadi bahan pikirannya berdin tepat berada di depannya. Dia berjungkok, menyentuh betis Sea dar, lecet di kakinya.

"Sakit ya?"

"I'm fine." Sea menjauhkan.

"Perlu aku gendong kamu ke sana? Nanti sekahan aku obati di kamar"

Sea masih hergeming, melihat bagaimana perhatiannya Rigel padanya.

Dia memijit pelan betisnya, menunggu persetujuan

"Kenupa? Ada sesuatu yang kamo pikirkan?"

Sea beranjak dari kursi, tanpa memberikan jawaban pasti. "Ayo."

Rigel membawakan high heels Sca, meninggalkan beberapa orang yang masih ada di sana. Sepanjang perjalanan di dalam lift menuju ke atas, Rigel mengaman Sea yang lebih pendisin dan datar dari biasanya. Bayangkan saja, sescorang yang sudah pendiam, menjadi semakin pendiam.

"Kamu kenapa? Apa aku melakukan kesalahan?" Rigel kembah bertanya tidak tenang. Bahkan sampai mereka tiba di dalam kamar hotel yang akan

ditempati, Sea masih membisu dan tak menyahuti.

"Sea, kamu marah sama aku, kan? Jangan diam aja dong. Aku malah Jadi nggak tenang" Rigel memegang kedua bahu Sea, menghadapkannya. "Kamu kenapa? Aku tahu biasanya juga kamu seperti ini Dingin, nggak berperasaan, semaumu. Tapi aku tahu, bukan seperti ini kalau kamu baikhaik saja "

"Aku cuma capek dan perlu istirahat"

Rigel menggeleng tegas. "Nggak Aku nggak akan membiarkan kumi tidur sebelum mengatakan apa yang membuat kamu seperti ini!" malanya terpicing penuh selicik, "Atau, kamu kepikiran tentang perasaan Rion?"

Sea mendengkus, melepaskan tangan Rigel dari hahunya dan berbalik ke arah kamar mandi. Rigel segera menyusul, memeluknya dari belakang

"Sea sayangku yang super nyebelin dan nggak berperasaan, tell me, what is wrong with you? Do I annoyed you during our party? Ini malam pertares kita. Seharusnya kita isi dengan bercinta, bukan saling musuhan seperti mi.

"Kalau gitu kita mandi bareng," Rigel melepaskan pelukannya, unluk

clarifacioni

menanggalkan tuxedo bitam yang ia kenakan.

"Rigel...."

"Ap4, Sea? Tolong jangan mendiamkanku seperti mi"

"Bisakah kamu bersikap lebih dewasa?"

"Bukankah kamu bilang suka aku yang kekanakan?" Rigel menggenggam Isngan Sea, meremasnya. "Aku nggak tahan harus kamu diamkan seperti ini tanpa tahu kesalahan aku apa Jika ada sesuatu yang ingin kainu katakan, keluarkan, langan membuatku bertanya-tanya"

Mereka sama-sama diam, dengan napas tersengal kasar. Rigel telah bertelanjang dada, menghampiri Sea yang memalingkan wajah ke arah lain

"Sea, Om lason benar, sepertunya aku menganginkanmu lebih banyak dari yang kupikatkan. Ini menyebalkan, Sea, Ini sangat menyebahtan!" Rigel meraih dagu Sea, mengecup biburnya sangat lama. "You're mine, and please dont turn around. Rion ataupun lelaki muna pun tidak akan kubiarkan untuk menempati posisiku. Hanya aku, dan akan selalu aku. Bahkan aku tidak akan memberikan kamu waktu untuk memikirkan mereka".

Dan saat Rigel hendak menjauhkan, kedua tangan Sea langsung dikalungkan ke leher Rigel, berjinjit membalas ciumannya tak kalah dalam.

"Ini malam pertama kita" ucapnya pelan, disela isapan yang tak berkesudahan. Sea tidak mengatakan secara langsung, tapi kalimatnya men.buat Rigel paliam bahwa Sea pun sama menginginkan dirinya sebesar ia membutuhkan Sea dalam kehidupannya.

Dan Rigel sudah lupu, kalau mereka baru saja bertengkar. Rigel memperdalam pagutan, bersorak sorai karena malam pertama mereka akhimya akan diisi dengan desah percintaan. Ia menurunkan ritsleting gaun Sea, membiarkan gaun itu teronggok di bawah kakinya. Tubuh Sea yang angsing dan hanya berbalutkan bra tanpa tali dan celana dalam tipis putih,

ia angkat, dibawanya ke ranjang.

Bibir mereka masah saling bertaut, semakin kasar dan har sampai tubuh Sea diempaskan pelan ke atas ranjang yang ditaburi kelopak bunga mawar. Rigei melepaskan celananya, membiarkan tubuhnya telanjang di depan Sea Pun dengan Sea yang telah ia ia biarkan terbuka sepenuhnya—untuknya Sudah dua minggu sejak mempersiapkan acara, kulit mereka tidak saling bersentuhan, tidak saling mengisi dan memenuhi, dan berteriak puas setelah penyatuan. Seperti orang kelaparan, Rigel menenggelamkan kepala di antara hang surgawinya, memberikan foreplay terbaik untuk memberinya kepuasan, tampat dia berteriak kencang dan meremas rambutnya dengan kasar.

"I love your taste," Rigel menyeringai, menciumi wajah Sea bertubi-tubi, dengan tangan yang menekan pusat gairahnya, kemudian membuka lebar tedus patianys.

Dia menatap Sea lebih lama, ragu untuk mengatakan fantasi Lar apa yang berada di kepalanya Rigel hanya menggesekkan di bibir kewanitaannya tidak langsung menyatukan tubuh mereka.

"Sea sejujurnya .. aku ingin melakukannya dengan sedikit kasar Kanju

boleh menolak, aku tidak kebe—"

"Lakukan," Sca menjawah, sebelum Rigel selesai mengutarakan,

"Lakukan apa pun yang kamu inginkan."

Mata Rigel mengerjap, perpaduan excited dan binar terkejut la pikir Sea

akan langsung menampar pipinya karena berkata yang tidak tidak.

Dan milik Rigel perlahan dimasukkan, membiarkan seluruh dimiya tenggelam membuat erangan pelan lolos dari bibir keduanya. Sea inemetak punggungnya, kukunya saling tertancap kasar di sana dan Rigel ndak masasah selama ada dalam diri Sea.

"Tampar aku jika sudali di batas kemampuanmu." Rigol memberinya kelonggaran, dan sesuat yang dia ucapkan, malam int, percintaan mereka

terasa panng berbeda dari yang sebelumnya. Kasar dan tak berjeda,

Desahan yang terdengar seperti tangisan menjadi alunan yang menyenangkan indra pendengaran. Umpatan Rigel setiap kali titik terjauh Sea dijangkaunya, berulang kali keluar setrama dengan pinggulnya yang

memompa keras tubuh Sea.

Walaupun di luar Sea begitu dingun tapi saat berada di atas ranjang, da sangat ekspresif. Dia bisa mengimbangi Rigel dengan baik. Di balik tubuhnya yang kurus. Sea juga kuat dan tak mudah ditaklukkan. Rigel bahkan haris mati matian menahan pelepasan setiap kali mereka bercinta agar Sea dulum yang terpuaskan, dan disusul olehnya. Atau minimal, ugar keduanya orgasme bersama sama.

Semuanya .. di hiar kendah keduanya

He is addicted to the tasse of Sea. Craved for her touches, needed it just to feel alive.

10 Oct.

Percintaan gila gilaan itu selesai dengan dentam jantung yang bertalum kencang Ranjang berantakan, tanda kepemilikin menyebur hampir memenuhi dada Sea, dan punggung Rigel terasa perih karena perbuatannya. Dan tidak ada sesal secuil pun setelah seks panas yang dilakukan keduanya di majam pertama pernikahan mereka.

Rigel memiringkan tubuh, menatap Sea yang masih mengatur napas. Tangannya turun, menyentuh milik Sea yang belum ditutupi apa-apa-

"Apa sakıt? Matı aku pijitin betis kamu pake cream? Nanti aku telepon orang buat beliin."

# classagane

Sea menggeleng, masih menatap ke atas langit-langit kamar Ia tidak mengerti lagi mengapa Rigel membuatnya kelulangan akal seperti ini

"Rasanya sungguh gila," gumam Sea, setelah terdiam cukup lama.

"I know right," Rigel tersenyum, memeluk tubuh Sea dengan erat

"Rei berapa perempuan yang pernah kamu tiduri?"

Rige, menjauhkan kepala agak terkejut --menatap wajah Sea. "Kenapa nba-tiba bertanya hal itu?"

"Berapa kali kamu pernah berpacaran?" Dia mengganti pertanyaan.

"Kamu setrus menginginkan jawaban?" Sea tidak mengangguk, tapi matanya kini tertuju padanya.

"Aku aku tidak ingat berapa banyak perempuan yang aku tiduri,"

Sambi berusaha menghitung, tetapi memang tidak bisa dringatnya.

Sea menghela pelan, memalingkan pandangan kembali. "Terlalu banyak."

"Tepat. Tapi, aku hanya pernah berpacaran satu kali."

"Dengan Star?"

Embusan panjang napasnya teralun pelan "Hem,"

"Jika aku memintemu mituk tidak meniduri siapa pun selama pernikahan kita, apa kamu sanggup melakukannya?" Permintaan yang

sederhana, tapi membuat Rigel takub saat mendengarnya.

"My heart can't handle thus, Sea." Rigel terkekeh, sambil menarik gemas pipinya. Ia mengangkat tangan, memperhhatkan cincin yang terpasang di jart manisnya, "Selama cincin ini masih terpasang masih mengikat kita dalam ikatan sakral pernikahan, aku tidak akan hercinta dengan perempuan mana pan selam kamu. Dan aku juga tidak berpikir bisa melakukannya dengan perempuan lain kecuali kamu."

Scatersenyum tipis, menepuk-nepuk pipi Rigel. "Aku harap omonganmu bisa dipegang Karena ii jika kamu melanggarnya, jangan harap aku bisa memberikan apa yang kupunya padamu lagi. Saat kamu berani membagi, artinya kita sudahi."

"Ih, ternyata kanju posesif ya?" Rigel meraih tangan Sea, menciuminya. "Nggak apa-apa, Aku suka."

"Aku cuma takut kena penyakit kelamin kalau kamu sering celup di

sembarang tempat"

Rigel menggigit gemas punggung tangannya. "How rude can you be? Aku bahkan selalu pake pengaman saat melakukannya dengan perempuan kin. Aku nggak ambil risiko, Sea. You must be proud of yourself because condom didn't appear when we fucked for the very first time a weeks ago."

Sea sudah malas kalau Rigel mulai berbicara kotor dan frontal. Ia

menarik sehmut, memunggunginya.

"Aku ngantuk,"

"Besak pagi lagi ya, sebelum sarapan? Morning sex, baby. Pesawat take off jum satu slang, kan?"

Sea tidak menjawah, menyurukkan kepala ke dalam bantal

Rigel mendekap tubuh Sea dari belakang, mendorongnya agar menempel ke dadanya. Sariah biasa dipunggungi Sea, dan ia tidak bisa mengeluhkan logi kebiasaan kurang ajarnya setelah dipuaskan.

Nanti kalau kita punya lebih banyak waktu, jika kamu belum hamil

kita ke Amerika yuk?"

"Aku ikut ke mana pun kamu pergi."

Rigel tersenyum lebar, mengangkat kepala untuk menatap wajah Sea. \*131 Balu apa perlu aku keluarkan di luar saja biar jangan dulu jadi?\*\*

"Bisa kamu diam, Rei? Aku ngantuk."

"Iya atan nggak?"

Sea mendesah jengkel, "Kamu bahkan membiarkan milik kamu tetap di aku selaina beberapa menit, bahkan ketika kita sudah selesai!" kesal Sea 'Aku perlu tidur Tolong berbenti bicara."

"Biar nggak ada yang kebuang cuma-cuma," Rigel membanting

kepalanya lagi ke bantal, sambil tertawa dan memeluknya.

Dan ..., hening.

"Sea?" Rigel memanggil, meremas pelan payudaranya yang terasa hangat Saat merasa Sea belum tidur, Rigel menenggelamkan wajal, di antara ceruk lehernya. "Jangan mencintai lelaki mana pun, aku mohon."

Mata Sea kembali terbuka, menatap lurus ke luar jendela. "Bisakah

kamu melakukan hal yang sama<sup>a</sup>"

"Apa?" Rigel tidak menyangka dia akan menanyakan halitu

"Aku ngantuk. Good night, Rei." Sea tidak melanjutkan pembicaram. Untuk saat ini, ia tidak memerlukan jawaban.

Giltran Rige, yang terdiam, cukup lama, sebelum mengucapkan selamat

malam. "Steep tight, Sea."

Hanya itu jawaban yang terkontar, menjadi penutup semua tanya yang masih terpendam dalam kepala di malam pertama pernikahan mereka

安宁市

Pukul empat sore pada keesokan harinya, Sea dan Regel baru mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali untuk acara bulan madu mereka yang direncanakan selama satu minggu. Cuti dan kantot, untuk alasan yang berbeda-beda agar tidak ada yang curige Mereka berjalan bersisian, dengan tangan yang saling berkaitan. Pakalan kasual dan kacamata hitam bertengger pas di hidung bangirnya.

### clasizayani

"Seo, aku lapar Kita nyari makanan dulu aja ya di dekat Villa?"

"Boleh." Setelah mendapat persetujuan, mobil jemputan yang disewa

selama di sana membawa keduanya ke restoran yang dituju.

Mereka memasuki restoran seafood yang berada tepat di tepi pantai. Turis asnig dari berbagai Mancanegara telah memenuhi setiap meja. Rigel dan Sea memilih duduk di dekat jendela yang menjorok langsung ke pantai, seraya mendengarkan deburan ombak dan menatap matahari senja yang siap kembali ke peraduan

"Akhirnya, aku bisa mempertemukanmu dengan namamu." Rigel

terkekeh, begitu bokong keduanya terhempas di kursi restoran

"Sea Arabelle Hardyantara. Lautan cantik, Persis seperti suasana sore ini, ch<sup>o</sup>" Rigel baru tahu nama panjangnya saat ia mengucapkan sumpah pernikahan. Ia pikir nama dia hanya Sea, tanpa panjangan apa-apa

Sea tersenyum, menatap lautan luas yang membentang sepanjang mata

memandang. "Aku ke kamar mandi dulu sebentar."

"Kamu mau dipesankan apa?"

"Apa saja yang enak."

Rigel mengangguk, memboka buku menu sementara Sea ke kaniar mandi Dan belum beberapa menit, dua orang perempuan asing menghampiri mejanya dengan antusias. "Rigel? Kau Rigel, kan?" Mereka duduk di kursi, menarik kursi lain "Apa yang kau lakukan di sini? Sendirian?"

Rigel mengernyit, mehhat kedua perempuan bule yang hanya

berbalutkan bikini seksi dilapisi hiaran tipis itu berbicaca.

"Kita bertemu sekitar tiga tahun lalu. Apa kau ingat?"

"Oh, yang ito?" Bagaunana tidak ingat, mereka partner threasome pertama dan terakhirnya saat ia di Amerika dulu imeski ia tidak tahu nama

mereka siapa saja. Saat itu ia agak mabuk juga-

"Kau sendirian?" Perempuan yang berkuht kemerahan karena terbakat matahari tu bertanya penasaran. "Kami ada pemotretan di Bali, sudah hampir seminggu. Sungguh kebetulan yang luar biasa bertemu di sini. Kami sempat menanyakan tentangmu pada Jeremy, tapi dia tidak pemah mengatakan apa pun."

Ragaimana jika kita hangout bersama? Villa yang kami tempati tidak

jauh dari sini."

Rigel berdeham pelan, mengangkat tangannya. "Aku sudah menikah. Tentu saja tidak."

"What?" keduanya menyahut bersamaan, seraya menatap cincin yang

melingkar "Seriously? Are you married now?"

Rigel mengangguk. "Aku ke sini dengan istriku." Dan bak gayung bersambut, Sea muncul di balik sekat restoran. "Itu dia Mungkin kalian bisa

menyingkir dari sini. Aku tidak ingm dia berpikir yang macam-macam?"

Kedua pasang mata biru dan coklat itu menatap kehadiran Sea, lala mengernyit melihat selera Rigel yang jauh berbeda dari saat mereka pertama kali mengenalnya. Perempuan bertubuh kecil itu memang tidak jelek, wajahnya manis khas perempuan Asia, tetapi jelas itu tidak sesuai dengan tipe seorang Rigel. Dia mengenakan kaus hitam longgar dan dipadukan dengan celana kargo selutut.

"Aku pikir kan hanya meniduri perempuan bertubuh seksi-itu yang

dikatakan Jeremy pada kita dulu."

Renat. Rigel setuju dengan itu. Sea memang Jauh dari standar perempuan yang biasa ditidurnya yang kebanyakan berprofesi sebagai model. Tubuh semampai nan seksi, dan wajah yang sangat cantik. Tapi gilanya, ia bahkan terpesona hanya melihat Sea dengan penampilan tomboy itu. Bahkan dia bisa dengan mudah membangunkan miliknya hanya dalam satu kedipan mata,

Sea menatap kedua orang itu, mengernyit meminta penjelasan dari

Rigel.

"Kenalanka di Amerika," singkatnya "Mereka hanya ingin menyapa".

"Kalau begitu, selamat untuk pernikahan kalian. Bye, Rigel Maaf sudah mengganggu waktumu." Mereka langsung bangkit dari kursi, menjauh dari sana dengan rasa tak percaya.

"Teman tidurmu, eh?"

"Aku memesan banyak mukanan. Seyaku harus makan dengan kenyang agar nanti malam bisa kuat di ranjang." Rigel membelai kepala Sea, memuh mengalihkan pembicaraan

\*41

Dan sesuai perkataan Rigel tadi sore, percintaan panjang itu terjadi. Kasur berantakan dengan pakatan yang berserakan di lantai sudah tidak asing lagi bagi keduanya sensai percintaan mereka.

Rigel meraih ponselnya, menyalakan untuk mengecek wakti. Ternyata telah menunjukkan ke angka dua dini hari dan Sea tampak pulas terlelap di sisinya. Ia mencium dahinya, melihat dia kelelahan seperti ini. Saat hendik mengecek email, panggilan dari nomor asing membuatnya menautkan alis.

Suspa yang menelepon malam malam begini?

Dia mereject, tapi kembali masuk sehingga mau tidak mau ia mengangkat panggilan dan turun dari ranjang agar tidak membangunkan Sea.

"Halo?"

"Akhirnya kamu mengangkat panggilanku," suara itu terdengar berat. "Kak, bagaimana bulan madu kahan?"

# claritayanı

Rigel mengecek ke atas ranjang, memastikan Sea sudah benar-benar terlelap pulas. Ia tidak menyahut, mengenakan celana boxer-nya dan buruburn ke luar dari kamar menuju balkon yang menghadap langsung ke pantai.

"Apa kamu sudah gila meneleponku jam segini?"

\*Aku sudah gila saat kamu memutuskan untuk menikahi Sea secepat onith Dia berteriak.

Rigel memijit dahinya, menggeram kesal. "Star, kamu mabuk? Kupikir kita sudah jelas!"

"Benar Aku hanya ingin meneleponmu. Dan tiba-tiba ingat hadiah terakhir yang kuberikan padamu waktu itu. Menyakitkan, saat aku kembali mengingatnya. Dan sekarang, kamu sudah berada di samping Sea."

Rigel tercekat, jantungnya mulai berdebar cepat "Star, kamu mabuk. Katakan, kamu di mana sekarang? Biar aku suruh orang untuk

men emputinu."

"Aku benci situasi ini. Aku benci harus berpura pura menerima pernikahan kalian<sup>ta</sup> Dan dia menutup teleponnya tidak lama kemudian

Rigel meremas ponselnya, mengatur napas agar tak berteriok sekeras-

Kerasnya.

Sea terbangun, saat dengan samar mendengar geraman tertahan Rigel dari arah balkon kamar la mengenakan kaus kebesarannya, berjalan kesans-menemukan Rigel yang hanya berbalutkan boxer tengah merokok sambil bersandar di dinding. Matanya menatap lautan di bawah Villa, yang berdebur kencang sambil mengepulkan asap di udara.

"Aku tidak tahu kalau kamu masih merokok," tegur Sea, membuat Rigel

agak terkejut dan segera mematikannya lalu melempat ke bawah,

"Harrya sesekalı,"

Sea berjalan menghampiri, memunggungi Rigel dan bersandar di besi pembatas beranda. "Apa yang sedang kamu pakarkan?"

Rigel mengedikkan bahu, merapatkan tuhuh mereka dan memeluknya.

"Entah. Aku tidak yakin."

See meuunduk, memutar mutar cincin yang melingkar di jari manis Rigel. "Ayo kita tidur. Di luar dingin."

"Sea?"

"Hm?"

"Kamu lahu arti nama Rigel?"

"Apa?"

"Bintang paling terang jika dilihat di laut, sekaligus petunjuk para helayan agar t,dak tersesat saat mereka mencari ikan."

Sea tersenyum, membalik badan dan memeluknya. Pelukan hangat

yang tak pernah Rigel terima darinya.

"Saat bersama kamu, seharusnya aku tidak tersesat." Rigel memggumam di antara ceruk lehernya.

"Kamu menunjukkan jalan pada mereka, seharusnya kamu tidak akan pernah tersesat."



Rigel mengerang pelan, saat Sea mengguncang bahunya, "Bangun, Kita kesiangan!"

"Jam sembilan, Sea," Rigel enggan membuka mata -masih rapat terpejam

Senin pagi. Awal dari kesibukan nyaris setengah penduduk bumi. Ada yang membencinya, tapi herannya juga ada saja yang menyukanya. Tidak mengerti punya masalah hidup apa mereka sehingga menyukai hari senin.

Mereka baru sampai kemarin siang setelah satu minggu acara bulan madu di Bali. Sesuai kesepakatan, Sea akan tinggal di apartemen Rigel. Pakaian dan sentua perlengkapan yang dibawa Sea bahkan sebagiannya belum sempat dirapikan semuanya ke lemari.

"Sekarang udah hampir jam tujuh," Sea kembali mengguncang bahunya.

"Bangun!"

"Baru hampir."

"Aku duluan kalau gitu!" decitnya jengkel sambil menepis tangan Rigel

deri perutnya. "Minggir, Rei, aku mau mandi."

Mendapatkan nada kesal dari Sea, Rigel dengan terpaksa membuka mata, mengerjap kecil seraya menyesuaikan cahaya yang menembus netra. Ia melirik jam dinding, menguap malas, "Setengah jam lagi Baru jam segini," Ia membelai kepala Sea dan mengembalikan Sea ke atas bantalnya. "Ayo bobo "agi bentaran,"

"Aku aja yang bangun. Kamu terserah mau jam berapa"

Dibalas gelengan, Rigel tidak membiarkan Sea turun dari ranjang. "Aku "sgak man bubu senduri"

"Jijik!" Sea bergidik, sedang dia tersenyum kecil. "Minggir, nggak?"

Tidak diacuhkan, Rigel malah menepuk-nepuk ubun-ubun Sea. "Sea

bobo, oh Sea bobo, kalan tidak bobo, digigit Rigel."

Sea mendorong dada Rigel, tapi bibirnya tidak kuasa untuk mengulum senyum gelt, "Kamu kesurupan? Awas, th!"

"Bentar lagi ... aja. Kalau kamu udah turun dari ranjang, kamu jadi sedingin balok es. Kalau di ranjang, pasti malu malu meong gemesin"

Sea menutar bola mata jengah sambil memukul kepala Rigel "Aka masuk pagi, Rei. Awas!"

Dia merintih. "Punya aku lagi bertegangan tinggi loh. Bisa nggak sia

jangan gerak gerak? Geli tahu. Kasih waktu sepuluh menit lagi ya."

Mengembuskan napas panjang. Sea tidak lagi meronta. Ia malas berargumen, akhirnya mau tidak mau menurut walau itu juga berarti la harus menerima dengan pasrah keusdan Rigel pada tubuhnya.

"Sea, kamu masih belum datang bulan ya?" Rigel mengusap turun naik perutnya dengan lembut. "Udah ada dedeknya belum sih di sini? Musih

datar-datar aja."

Setelah cukup lama saling membisu. Rigel hertanya tentang sesiatu yang tidak pernah Sea pikirkan atas pernikahann mi

"Aku mens nggak teratur," "Belum ada tunda-tanda?"

"Nggak tahu."

"Aku nggak sabar pengin bhat our mini versi kamu dan aku bentuknya bakol kayak gimana."

Sea menatap Rigel dengan serius. "Kamu pengin cepet punya mak?"

Rigel mengangguk kecil "Blar ada yang diusilin. Kakek sama Papa seumuran aku juga udah punya anak. Jadi pas anak kita dewasa, aku belum tua-tua amat. Masili punya banyak waktu untuk bersama mereka."

Sea monatap langit-langit kamar, tangannya terulur mengusap perutnya.

"Aku .. belum tahu."

"Kamu mau punya anak berapa?" Rigel bertanya.

"Rei, kamu serius?" Sea kembali memastikan.

"Untuk apa aku bercanda tentang hal ini."

Ada bahagia yang diam-dum menyergap hati, dan rasa ini sungguh lak terdefinisi. Ia hanya menatap wajah Rigel dalam diam—yang ia akul memang sangat tampan. Tidak heran jika banyak perempuan yang menginginkannya.

"Cun sehari iagi, kayaknya masih bisa deh, yang," Rigel kembali menutup mata, masih terlalu enggan untuk bangkit dari ranjang. Percakapan

perihal anak itu ditinggalkan begatu saja.

Setelah waktu cuti yang diambil cukup panjang, Rigel masih betah berbaring di atas ranjang padahal waktu telah menyentuh tepat ke angka

## clarifagani

tujuh Mereka kestangan. Matahari sudah mengintip di balik jendela, mengharuskan keduanya untuk segera bangkit dan memulai rutinitas biasa. Dengan segala aktivitas dan kesibukan yang terbayang di benak, Rigel berharap agar weekend masih bisa diulang.

Dia menaikkan selimut - menutupi tubuh telanjang keduanya kemudian memeluk Sea dengan erat. "Aku capek ngelayani kamu. Kasah izin cuti sehari lagi ya, Bu Seyaa yang terhormat?" Tanpa membuka mata, ia menyurukkan

kepala semakin nyaman di ceruk leher Sea.

Sea berusaha menyingkirkan tangan besar Rigel yang sengaja ditumpakan ke dadanya agar ta tidak bisa bergerak ke mana-mana. "Rei, lepasin nggak? Mau aku tonjok kamu?" ucapnya jengkel seraya terus mencoba melepaskan diti.

"Aku aja yang nonjok ya?" Bibir Rigel menyeringal—jelas tonjokkan yang dia maksud bukan mengacu pada artian baku hantam sehenarnya. Isi kepala Rigel sangatlah kotor. Di otaknya memang sepertinya lebih banyak di a oleh kisah porno. Bahkan selama di Bali, hampir setiap malam dia meminta. Liburan itu lebih banyak didominasi oleh bercinta.

"Cepet lah, Nggak asah useh aneh."

"Biasanya juga kamu suka aku aneh-anchin"

Sea menepuk pipi Rigel cukup keras. "Kita juga perlu nyari sarapan dulu. Aku lapar."

"Nanti aku yang buatin sarapan." Dia menjawah masih dengan mata-

tertutup. "Sebenarnya aku juga lapar. Taps pengin makan daging."

Sea mengernyit, menjauhkan wajahnya untuk menatap wajah tidur Rigel Rambutnya berantakan, sinar matahari menyorot tepat ke arahnya—dan netra coklat itu—dengan kerlingan nakal yang tidak lagi asing di mata Sea, kini terbuka.

"Daging Sea. Mau makan daging Sea." Dan di detik selanjutnya, Rigel

menggigit gemas bahunya, membuat Sea meronta-ronta kesal.

"Rei, kamu gila ya!" Sea terpekik, memegang dahi Rigel untuk menjauhkan "Rei, kepasin! Sinting ya kamu?!"

Dia melepaskan setelah Sea memaki jengkel, tersenyum puas. "Fmm

enaki"

Sea memiting leher Rigel, mengunci kakinya sejenak dan dengan cepat naik ke atas tubuhnya. Ia duduk di atas perut keras itu, kulit bersentuhan dengan kulit, tak ada setipis penghalang pun di antara keduanya. Napas Sea tersengal cepat setelah susah payah melepaskan diri darinya. Tenaga Rigel benar benar kuat.

"Ramu may mati, huh?"

Bukan hal asing sebenarnya bangun dengan segala drama ini. Mereka

bahkan menghabiskan waktu bertikai paling tidak setengah jam sebelim bankan menghabiskan menghang Dan itu nyaris setiap hari dijakukan benar-benar bangkit dari ranjang Dan itu nyaris setiap hari dijakukan selama pernikahan.

Rigel mengangguk polos seraya mengusap bahu Sea yang mengrah. "Mau. mau..." Dia menaukkan tubuhnya sedikit ke atas agar Sea duduk tepal di antara gundukan keras selangkangannya. "Tinggal masukin, enak deh."

Sea berjengku, buru-buru ikut mengangsurkan tubuhnya kembah ke

atas perut Rigel. "Sehari aja kamu nggak mesum, bisa kan?"

"Oh, Jelas nggak bisa lah!" sahutnya enteng. "Aku bingung, Sea, Kenapa aku harus se-addict ini sama kamu? Sehari aja, aku pengin biasa aja. Blar aku nggan merasa kayak setan terus yang godam manusia."

"Kamu memang bangsa mereka, Rei," sahutnya tanpa perasaan,

Rigel menarik hidungnya, "Sekarang udah bisaan ya Jawabnya, Belajar dan ciapa cih Ceyaku ini?"

Sea mendengkus, menepis tangan Rigel dari hidungnya. "Dede tepel

bangun. Biar mama anter cekolah."

Rigel tertawa keras, sampai 1a terbatuk-butuk. Sangat datar, iciapl terdengar begitu lucu di telinganya. "Apaan sih, Seyan, apaan ." Dia kembili tertawa—geli sendiri mendengar Sea herbicara begita.

Sea menyentil kening Rigel, lalu mendaratkan kecupan singket pada

keningnya, "Bangun. Katanya banyak meeting hari mu"

Rigel tidak bisa menatsin senyuni, sampai bibirnya terasa pegal. Pagpagi ia sudah merasa sinting saja. "Kamu kok gitu sih,"

Sea tidak menyahut, hendak turun dari tubuhnya-tetapi kembali

ditahan oleh Rigel.

Bibir Rigel tersenyum bangat, tangannya terlingkar di pinggang Ser-"Apa kamu tidur nyenyak semalam?" Kekonyolan yang terpeta, smamenyisakan taut hangat nan dewasa

Sea mengangguk kecil, meski sekitar pukul dua dini hari Riget

membangunkan—mengajaknya untuk berhubungan badan.

"Nanti makan siang, keluar yuk? Aku usahain meeting selesai sebelum jam daabelas."

"Gimana nanti."

"Iya, harus. Nanti aku telepon kamu."

"Oke."

Sea belajar untuk tidak terlalu kaku padanya. Di samping, kini hubungan mereka sudah bukan lagi pariner kerja. Ia berusaha menjadi stri yang baik watau cukup sulit dan tidak jarang pula komunikasi mereki sedikit kacau. Rigel yang kadang kekanakan, dan Sea yang terlahi serjus Sulit menyesuaikan diri tinggal bersama orang yang berisik dan konyol. Hanya

# classagans

Tuhan yang tahu bagamana jengkeluya ia ketika Rigel mulai bertingkah kekanakan dan pecicilan. Walau boleh diakui ... ia merasa nyaman Nyaman dengan semua perlakuannya, nyaman dengan semua kehangatannya, dan nyaman dengan semua kehangatannya, dan

"Kamu mau dimasakin apa?"

"Terserah"

"Nggak ada makanan yang namanya terserah."

Sea berdecak, Rigel mulai lagi. "Aku siapin baju kamu." Ia turun dari

tubuh Rigel, berjalan membuka lemari. "Yang mana?"

Rigel bertopang dagu, menatap Sea yang berdiri di sana tanpa busana. "Hm yang mana ya?" Padahal matanya jelas-jelas tidak menatap ke arah deretan kemeja di gantungan yang Sea tanjukkan.

Tidak kunjung mendapatkan jawaban, Sea menghela pelan. "Terserah deh," Ia membungkuk dan mengambil semua pakalan tidur yang menumpuk

di lantal

Sea bertalu ke kamar mandi. Rigel segera bangkit dari ranjang dan menyusuhnya masuk.

"Bareng a a, buat mempersingkat waktu."

Mempersingkat waktu bahasa Rigel itu HOAXI

Rigel mer gunur pintu kamar mandi, dan lima belas menit setelahnya tulak langsung ada bunyi guyuran sir ketika dia menyandarkan tubuh Sea ke dinding dan melumat bibirnya. Jelas Sea bisa membaca apa yang dinginkan dia.

"Let's do it My sex drive is high as hell for you. Please do understand, Mam."

444

Pukul delapan, Rigel menyiapkan sarapan di depan kompor dan bea membuatkan teh. Keduanya telah rapi dengan pakaian kerja masing-masing Sesuai perkataan Rigel malam itu, dia yang akan memasak, sedang Sea merapikan kamar tidur dan mengumpulkan pakaian kotor mereka ke mesin cuci Sementara untuk urusan rumah, ada pekerja yang membantu membereskan

Rigel menggoreng telur, sosis, daging, dan memasukkan rou ke toaster.

"Kamu mau pake salad?"

Sea mengangguk -melihat Rigel yang dengan cekatan meletakkan semua hasil masakannya ke meja. Apron melingkar, keme,anya dia lipat sampai siku. Mungkin karena dia pernah hidup di luar negeri selama bertahun-tahun, Rigel bisa melakukan semuanya sendiri termasuk memasak. Dia tidak tampak canggung di depan kompor Padahal sewaktu SMA, segala

macam dia hanya tinggal memanggil pelayan. Sea tidak pernah melihat Rigel berkutat di dapur.

"Kamu selalu makan sebanyak itu?"

"Biasanya malah ditambah ikan lagi." Dia melepaskan apron dan duduk di hadapan Sea "Sea, kamu tahu nggak kalau masak ikan itu nggak boleh

dibuat sating berhadapan di penggorengan?"

Sea yang sedang mengunyah, mengernyit. "Kenapa" Ia tidak tahu apa apa tentang memasak. Saat ia masih mulai belajar, kejadian fatal malah terjad sehingga udak pernah sekali pun ia berani menyalakan kompor dengan kedua tangannya sendiri sampai hari ini

"Nanti matengnya lama. Soahiya pada ngobrol dulu,"

Seamembekuseperkiandetik, tidak habis pikir. Mendesah pelan, ia kembali memasukkan makanan yang Rigel masak tanpa memberikan reaksi apa-apa. Mereka mulai menyantap sarapan, hanya dalam hitungan menit, semuanya sudah tidak lagi bersisa.

"Nggak usah dicuci piringnya Nanti biar mbak aja."

Sea menggeleng, tetap membereskan meja makan dan mencuci semua pirung yang telah mereka gunakan.

Mobil Rigel diparkir di basement perusahaan. Jarak dari apartemen ke kantor cuma berkisar lima belas memi karena masih terletak di kawasan yang sama. Reruntung sussana di sini sepi, tidak seramai di lobi.

"Sea, nanti kalan aku telepon, angkat ya?" Rigel membukakan seatbelt menangkup sebelah pipi Sea dan mengecup bihirnya sekilas. "Have a nict

day, wifey,"

Sea mengangguk, kemudian turun dari mobil sambil merapikan pakaian turtieneck-nya untuk menutupi beberapa tanda kepemilikan yang

disematkan dengan sengaja oleh Rigel

Dengan langkah panjang, Rigel pun menyusul ke dalam. Seperti dua orang asıng yang tıdak salıng mengenal, mereka berjalan bersisian tanpa memberikan sapaan. Tidak akan pernah ada yang menyangka keduanya terikat dalam ikatan pernikahan Rigel yang dewasa, serius, dan tak banyak bicara. Dia terlihat sangat berbeda ketika berada di tengah tengah bawahannya. Rigel disapa sopan oleh banyak karyawan yang melewat Bahkan selama nelaan langkah memuju lift, Rigel telah ditemani oleh seorang perempuan cantik-entah berasal dari divisi mana, Sea tidak kenal.

"Pak Rigel cuti dari minggu lalu?" tanya perempuan itu.

"hya." Keduanya melewati Sea, seperti orang asing, Rigel begitti bak dalam melakukannya. Dia menjadi sosok yang begitu dingin dan tak clarizayanı

<sub>ter, ang</sub>kau hanya dalam sekejap mata

"Oh, boleh tahu ada urusan apa"

"Hanya urusan keluarga,"

Sea menghentikan langkah, menatap punggung dua orang itu yang berjalan semakin jauh di depan meninggalkannya. Hanya berkisar satu jengkal, tubuh mereka bersistan. Bahkan kadang bahu itu saling bergesekkan. gelan.

"Sea lo cuti lama amat," tegur teman sesama tunnya yang tiba tiba berdiri di samping Sea Lili namanya. "Lah, sekarang lo malah bengong di

ant Ju kerjaan udah numpuk sepanjang meja lo. Ayo lah, cus, naik"

Sea mengangguk kocil, melanjutkan langkahnya ke arah lift.

"Walah, pantes aje lo mematung di tempat Ternyata ada Pak Rigel toh," ucapnya sambil menatap Rigel dan beberapa perempuan yang berdiri il depan lift. "Eto aja yang kayak batu nisan, masih bisa terpesona, apalagi manus,a haus kayak kita-kita coba? Hadehh... gimana bentuk pocarnya ya orang kayak gitu. Gue berasa jadi kuman hina kalau bersanding sama dia. Ngerti nggak massud guc? Kayak harus bersaing dengan banyak semut yang mengerubungi gula,"

Sea tidak menyanut, tetap berjalan ke depan dan berusaha mengabaikan

ucapannya. Dia sangat berlebihan

"Cepetari, Sea. Biar satu lift bareng sama Pak Rigel." Die belingsatan,

menarik tangan Sea ke sana agar berjalan lebih cepat.

Lift terbuka, dan dengan napas ngos-ngosan, Lili langsung menyeruduk masuk ke dalam dan berimpitan dengan yang lain sehingga berhasil berdiri. di dekat Rigol, hanya terhalangi satu badan. Badan perempuan yang la lihat di lobi barusan. Tapi, ini juga sudah bagus. Harum maskulin dari parfum mahalnya masih tercium dengan sangat jelas.

"Sea, ayo masuk Ini masih muat nih buat satu orang," ajaknya sambil

melambankan tangan.

"Udah sempit nih," protes perempuan di samping Rigel, dengan sengaja

mendempetkan tubuhnya.

Rigel mengernyit samar saat melihat Sea tetap berdiri di tempatnya tanpa pergerakan. Ia berdeham pelan, melangkah sedikit mundur ke belakang untuk memberikannya ruang agar hisa masuk ke dalam lift. Sea memalingkan muka seolah tidak saling kenal, tetap berdiri di depan lift, tidak berniat bergabung. Dengan tatapan datar, ia melipat tangan di perut, mendongak mengecek panah lift di sebelahnya.

"Sea, hayukk!" cicit Lili tidak enak saat beberapa dari mereka memprotes

<sup>agar</sup> segera ditutup. Sedang Rigel masih menahan tombolnya.

"Ikut tidak? Atau, lift saya tut—"

Dan sebelum Rigel menyelesarkan kalimat ajakan, Sea sudan berjalan ke lift sebelahnya dan masuk ke sana. Ia bangung, perihal masuk litt saja harus

\*+\*

Sesuai ucapan Lili di lobi, pekerjaannya sudah menumpuk

"Enak ya yang udah cuti. Gue nggak ngerti gimana caranya Sea bisa dapat izin selama itu dari atassur Enam harian loli. Gila banget nggak sih? Seumur-umur gue kerja di sini, paling lama itu tiga hari, itu pun karena gue sakut Gua harus ngelampirin segala macem bukti media, datang kayak mayat, baru bisa ditandatangani atasan kita" Dara bercicit saat Sea mengenipaskan bokong di kursinya dan menyalakan komputer

"Kata orang HRD, lo izin ke luar kota ya? Ada acara apa, Sea?" His baro saja masuk ke ruangan, ikut mmbrung "Bukan bagian dari kerjaan kentor, kan?"

"Bukan." Hanya jawaban itu yang terlontar dari bibirnya.

\*Tapi beberapa minggu yang lalu kabar burung menyebutkan, Pak Rige, ngejar lo ke dalam lift. Itu kenapa ya?"

"Saya kurang tahu," Sea menyahut pelan, mendengar interogasi dar, Dara Samini mengerjakan semua pekerjaan. Dara masih saja merecokinya

"Ra, Ra..., lo percays aja same gostp gituan. Kami tudi ketemu Pas Rigel. di lobi, dia biasa aja tuh pas lihat Sea. Dia malah jalan bareng sama karyawan Jaun."

'Sebulan yang lalu aja pas masih baru baru kerja di sini, Pak Rigel kepergok jalan bareng sama model Starbte Cantik, seksi, mulas, patih. fadi selintingan gosip dia ngejar Sea di lobi, gue nggak terlalu percaya sili. Koyak , buat apa gitu? Dari wajali, nggak yang menjanjikan Terus dalam hal pekerjaan, pasti dia langsung komunikasi sama Pak Eben. Mungkin bar ltu dia kebelet boker, lagi nyari toilet."

"Dia itu katanya duduk di ineja si Sea juga, Li. Itu sempet hebob loh di

grup WA kantor Makanya, update dong 🧷

"Hanya membicarakan tentang pekerjaan yang kami bahas di meeting dulu." Sea berbohong, agar semua obrolan tidak penting ini cepat selesal.

"Ada hal-hal yang behim dia mengerti betul tentang tim kita."

Lili menyenggol bahu Dara. 'Noh, udah dijawab. Udah ya, jangan bahas-bahas lagi. Bosen gue dengernya. Dari beberapa minggu yang lalu lo ngomongin ini mulu. Nggak mungkin juga kan Pak Rigel ada hubungan sama Sea. Dia mana mau juga, kan," Lih membekap mulut, "eh, sori Sea gue nggak bermaksud—"

Sea menoleh, mantap Lili. "Nggak apa-apa"

## claripayani

Dara mengibaskan rambut, "Iya sih!" sahutnya jutek, "Sebelum lihat Sea

juga pasti gue dulu kali yang dilirik dia."

Tidak ada yang menjawah, semuanya sudah terlalu bosan mendengar Dara mengkhayalkan tentang Rigel dan bagaimana Rigel. Ada untungnya juga menyembunyakan status pernikahan un dari semua orang. Tidak akan ada yang merecokinya tentang Rigel, dan ia tetap busa bekerja dengan tenang tanpa diganggu pertanyaan seputar Rigel

Dun perempuan mana pun behas berbicara dan mendekati Rigel, Yah ...

устрита.

414

Bahkan sampai pukul empat sore, Sea masih belum bergerak dari kursinya menginput semua data pekerjaan selama satu minggu penuh kemarin. Ia cuma makan satu bungkus ruti yang dibelikan Lili di mini market

bawah, tanpa meluangkan waktu ke kantin untuk mengsu perut

Berderet pangguan dan pesan masuk dari Rigel ia abaikan. Entah ada apa dengan darinya. Mengapa ia kesal mengingat dia dan rekam jejuknya di sini, padahal baru sebulahan kerja di perusahaan. Ia tidak bisa membayangkan serar apa kehidupan Rigel di luar sena dulu. Pernikahan mereka pun lunya diketahui kencarga besar dan kalangan terdekat saja. Tentu itu permintaan Rigel alas mana profesionalitas. Dan jujur saja, Sea tidak keberatan sama sekali saat dia mengatakan kengmannya.

Seat semuonya masih berkutat, Eben datang dengan langkan cepat.

"Pak GM sebentar lagi ke sini. Kahan siap-siap."

"Loh, Pak, tumben banget. Kok mendadak. Kenapa ya?" sahut salah

satu karyawan pria di kubikelnya.

Sementara karyawan perempuan langsung sigap mengambil cermin dan menata rambut mereka. "Meeting ya? Di mana?" Mereka tidak terlalu peduli akan membahas apa. Jarang sekali momen seperti ini terjadi

Dia mau membahas tentang barang impor dari Genova. Berapa kontainer sih, Sea? Tumben dibahas langsung gini sampe harus nyadain

meeting segala."

"Ada empat kontainer, Pak."
"Nggak ada masalah, kan?"

Sea menggeleng, mengotak atik sebentar data dokumen, lalu kembali menatapnya. "Nggak ada."

"Ya udah, kalian-"

"Selamat sore," suara baraton Rigel menghentikan ucapan Eben Dia didampingi sekretarisnya yang membawa sebuah map di tangan

Semua karyawan bangkit dari kursi menyapa kedatangannya.

"Oh, Anda sudah datang, Silakan ikut saya, Pak, biar saya tunjukkan ruang meeting-nya." Ajak Eben sopan.

Rigel tidak mengikuti sesuai arahan, memilih berjalan mendekati

kubikel, dan menumpukan satu tangannya di meja Sea

"Total dari tim kalian ada berapa orang?"

"Sembilan, Pak. Tapi tiga orang lagi memang sedang tidak di tempat"

Satu per satu dari mereka menjelaskan bagiannya, kecuah Sea yang

kembah mengerjakan pekerjaan setelah menyapa singkat

Rigel memutari meja Sea, berdiri di samping kursinya. "Kalau kamu bagian apa?" Ia sedikit membungkukan tubuh, ikut menatap layar komputei. "Sibuk banget ya?" nyaris tidak terdengan

"Oh, itu karyawan yang saya bawa ke meeting. Namanya "

"Saya masih ingat," potong Rigel, kemudian menunjuk kolom dari PIB yang dikerjakan Sea. "Salah masukin kodo Port of Loading-nya,"

"Typo, Pak," sahut Sea singkat dan segera menggonti sesuai instruksi.

Dia sembali menegakkan tubuhnya, kakinya sengaja disentuhkan pada kaki Sea agar dia peka. Tapi sedari tadi, fokus Sea masih terpusat pada pekerjaan. Bikin kesal suja

"Ada yang ingin saya sampaikan Kita bicara di ruang meeting taja.

Tidak akan lama." Rigel menjauh dari meja Sea ke dekat Eben.

"Baik, Pak, "

"Itu ... stapa tadi itu namanya? Saya lupa," Rigel menunjuk Sea. "kamu ik it juga."

Sea mendecak pelan, saat Rigel menyeringai kecil dan berlahi dari

ruangan

"Gue udah deg-degan aja lihat kaltan deketan. Ternyata, nama to aja tadi dia tupa." Dara tertawa, dan dengan lenggok yang menyebalkan, dia ikut menyusulnya.

Setibanya di ruangan rapat, Rigel duduk di kursi bagian meja kepala. Saat Sea masuk, Rigel sudah mendorongkan kursi yang ada di dekatnya menggunakan kaki agar tidak terlalu kentara, tapi tempat ita malah langsung diisi oleh Dara.

"Terima kasih, Pak Rigel," Dara tersenyum, wajahnya terasa panas

berada sedekat ini dengannya.

Sea memilih duduk di dekat Eben. Dan tidak sesuai harapan, meeting singkat itu berjalan sangat mengesalkan karena Sea lebih banyak membahasnya dengan Eben. Lelaki itu terus bertanya pada Sea, padahal niatnya berkunjung ke divisi ini, untuk bertemu dengan Sea—untuk mengangkat memastikan sedang apa dia sehingga tidak ada waktu untuk mengangkat satu pun panggilan dan membalas pesannya. Satu minggu disi meh momen

## claritayani

kebersamaan mereka, membuat Rigel rindu tak berkesudahan walau ia juga sibuk dalam pekerjaan.

Sea, yang shipment terakhir dari Eropa itu sempat ada masalah, kan?"

Laga - lagi...

"Pak Eben, Anda bisa membahas dengan saya, kan? Dari tadi bapak igomiong sama dia terus." Rigel tidak tahan memendam kekesalannya yang sudah di ujung lidah. "I im yang lain memang nggak ada yang pegang kerjaan sama seperti Sea?"

Fhen mengerjap pelan, "Apa, maaf Pak? Ada dun orang yang bagian pembuatan dokumen. Tapi memanglehih hanyak Sea yang mengerjakannya"

Dari tadi nanya dia mulu lo!

Oke Kalau gitu, saya tutup meeting hari ini." Rigel sudah merasa kacau dan tidak ingin lagi berpura-pura. Semua orang bangkit dari kursi, kecuali ia sendiri yang masih duduk bersandar sambil menatap Sea yang siap siap keluar "Kecuali Sea. Silakan duduk kembali. Kita belum selesai membahasnya."

Dan kim mata mereka tertuju pada Sea. Rigel menarik mundur kurat

yang sempat diduduki Dara, mengedikkan dagu ke sana

Tidak mungkin melawan karena status Rigel di kantor adalah atasannya, Sea akhirnya duduk di dekatnya

"Shipment yang terbaru datang kapan ke Jakarta? Barangnya ditunggu

bagian produksi "

"Minggu depan, Pak."

"Pastikan semua prosesnya tidak ada masalah." Rigel melirik ke arah Dara yang belum juga keluar dari sana. Tangannya terangkat, mempersilakan dia agar segera enyah.

Dara mengangguk sopan, lantas keluar dengan perusaan berat.

"Batk, Pak"

Sedetik kemudian, Rigel menarik kursi yang diduduki Sea ke hadapannya dengan cepat. "Aku yang bermasalah. Kumu kenapa sih nggak angkat angkat telepon aku?"

Topik pekerjaan telah terhempas layaknya angin. Sea mengecek ke arah

Pintu tuangan, memastikan semuanya telah berlalu

"Aku sibuk hari ini."

Rigel mengangkat tubuh Sea, membawa ke pangkuannya.

"Rei, apa-apaan sih? Gimana kalau ada yang tiha-tiba masuk?!" Sea memekik tertanan. "Lepasin, nggak?"

"Kamu kenapa deket banget sama si Eben? Aku nggak suka."

"Dia hos aku."

"Helah, tiap saat dia nanya kamu. Kayak lagi nyari kesempatan dalam

pekerjaan. Itu kan banyak karyawan yang bisa dia tanya. Masa dari tadi kamu lagi, kamu lagi. Sampe muak lihatnya"

"Terseran kamu aja Awas, aku mau kerja." Padahal Rigel juga ndak ada

bedanya.

"Aku kesal, Sea Kamu nggak herniat nenangin?" Rigel memeluk pinggangnya, menarik Sea ke dalam pelukan. "Cewek di lift itu, aku nggak dekat sama dia. Dia cuma salah satu rekan rapat minggu kemarin, Kami belum pernah ngapa-ngapam, jika itu yang bikin kamu marah sama aku."

"Slapa yang marah?"

"Kamu lah Telepon nggak diangkat, pesan nggak dibalas, itu namanya apa?"

"Sibuk."

Rigel menangkup wajah Sea dan menekannya hingga bibirnya menyembal maju, "Awas, gigit nih ya bohong gitu."

Seu menoleh ke belakang, untuk mengecek situasi. "Itu sekretaris kamu ada di depan pintu. Cepet, nggak usah anch-anch."

"Simi, kiss dulu."

"Rei - "

Rigel menarik tengkuknya, mencium bibirnya la mengisap dalamdalam sampai Sea harus meremas bahunya

"Angkat telepon aku. Kita pulang hareng," ucap Rigel setelah bibir

mereka saling merenggang.

"Ngeselin!" Sea mengecup singkat bibirnya, perpaduan rasa lega setelah mendengar penjelasan singkatnya. "Nanti aku angkat. Sekarang aku harus ker}a "

Rigel membiatkan Sea turun dari pangkuannya. Mereka berjalan saling berpegangan tangan sampai pintu, dan sesaat puntu dibuka, wajah serius itu kembali terpeta dan pegangan telah terlepas sepenuhnya

\*Ingat ya, jangan sampat ada masalah.\* Rigel kembali memperingatkan

sebelum tubuhnya hilang tertelan jarak ke arah <u>lif</u>t.

"Sea, tadı bahas apa aja? Itu si Dara darı tadi ngegerutu nggak jelas. Dia lihat Pak Rigel pake cincin, nyampe-nyampe udah kayak orang linglung"

"Kerjaon," sahutnya sambil melirik Dara yang menidurkan kepala di meja. "Nggak tahu. Saya nggak merhatun." Sca melengos cepat, tidak sanggup berbohong lebih banyak.

"Kayaknya dia udah nikah. Pas dia baru kerja, gue lihat belum ada cincin." Lili bercicit. "Ya sudahlah, Dara. Dia terlalu ketinggian buat digapa:

karyawan biasa kayak kita."

# clarisayani

Sesampainya di ruangan kebesarannya, Rigel membuka room chat yang akhimya dibalas oleh Sea.

Iya, nanti kalau udah selesai aku info. Iga melakukan hal gila kyk

tadi lg!

Iya, Seyaaku... makanya jangan cuekin chat aku :(

Dan saat ta haru akan meletakkan ponselnya di meja, pesan baru lain kembali masuk.

Kak, Papa sudah membatalkan rencananya. Aku benar-benar senang hisa menghirup udara di kota yang sama denganmu seperti dulu. Maaf atas tindakanku seminggu yang lalu. Meneleponmu dalam keadaan mabuk malam-malam dan mengganggu bulan madu kalian. Aku akan berusaha lebih baik lagi untuk bersikap sesuai batasan. Aku nggak mau bikin kamu merasa nggak nyaman. Aku tahu antara kita adalah ketidakmungkinan,

Tanpa sadar, Rigel tersenyum, melihat beruntun pesan yang dikirimkan Siar Akhirnya, usaha yang dilakukannya tidak sia-sia. Rencananya berhasil Menikahi seseorang yang belum ia tahu sepenulunya jelas adalah keputusan berat. Tapi demi dia, ia mampu melakukannya Ia pun tahu, Ayahnya selama beberapa minggu ini memantau setiap gerak-geriknya. Ke mana pun ia pergi, pasti orang suruhannya akan mengikuti untuk memastikan ia dan Star telah benar-benar berakhir dan hubungannya dengan Sea adalah real.

Menyandarkan tubuh ke sandaran kursi, Rigel mengembuskan napas panjang Semuanya sudah berjalan dengan lancar, la hanya perlu fokus pada Sea dan pernikahannya meski sebagian hati terdalamnya masih diisi oleh Stor dan penjangan pada sebagian hati terdalamnya masih diisi oleh

Star, dan entah sampai kapan posisi itu bisa tergantikan.

Layar laptop dinyalakan. Tampilan utamanya masih ditempati oleh orang yang sama, cinta pertama sekaligus cinta terlarangnya.



Rigel kembali berkutat dengan pekerjaan sampai matahari senja mulai perlahan terbenam di ufuk barat. Banyak karyawan yang lembur hari ini, Senin selalu menjadi hari yang sangat hectic.

Rigel merath ponsel untuk mengrimkan Sea pesan, kapan pulang? Karena tumpukan dokumen masih banyak yang belum terjamah. Jika saja tadi sore is t dak melakukan meeting tak penting itu, mungkin sekarang semuanya sudah selesai Tapi, paling tidak ia sudah melihat sedang apa Sea di ruangannya—tidak lagi bertanya tanya,

Beruang kutub itu memang selalu mempu membuat Rigel kelimpungan.

Y. Sama, Tanggung :)

Balasnya tidak lama kemudian. Singkat, padat, dan tidak jelas. Kapan ya Sea akan membalas, "Iya, sayangku Aku juga sibuk nih. Kamu jungan lupa ganjel perut ya. Nunti masuk angin blaa blaa... Mlinpil

Rigel mengirunkan sebuah toto beruang.

Mirip kamu ya kalan lagi jengkel ke aku chehehe :))

Pesan gambar balasan dari Sea kembali masuk. Gambar induk monyet yang sedang menyusut anaknya.

Mirip kamu kalo lagi horny :)))

Seketika itu juga tawa Rigel meledak. "Sialan!" Ia lupa kalau Sea pasti akan membalas tidak kalah jahat dari yang dilakukannya.

Gelud yuk, gelud!! Suami sendiri disamain dga si manis berbulu itu

Habis mirip sih hehe ^^

:(

Sematan emotikon dan hehe itu mengalirkan senyum pada bibir Rigel, Rahangnya sampai pegal nyengu tidak keruan sedari tadi. Ia senang, akhirnya hubungan mereka sudah ada kemajuan. Dia tidak sedingin saat

## clausagani

pertama kali sa mengenalnya, meski masih tidak banyak bicara. Bersama Ses, talah yang paling bawel dan menyebalkan. Ia menjadi orang yang sangat berbeda—entah karena apa.

Rigel hendak membalas lagi, bersamaan dengan pesan Star yang tiba-

nha masuk.

Kak, aku lagi di kafe depan. Mau aku beliin nggak? Sekalian aku beliin punya Papa juga. Sore ini kami janji ketemuan di ruangan Papa. Ada yg ingin kubahas dengan dia.

Senyum itu angsung lenyap, digantikan dengan raut serma saat mendapat tawaran dari Star Rigel tidak langsung membalas, sampai pesan

baru darinya kembali masuk.

Jangan salah paham. Aku hanya Ingin mentraktir kamu dengan uangku sendiri. Sepertinya selama hekerja, aku belum pernah melakukannya. Man ya, yasa?? :))

Dengan napas terembus pelan. Rigel mengetikkan balasan, Jantungnya berta dan kencang seperti biasa, saat dihadapkan dengan apa pun yang berhabungan dengan Stat Si pemilik hatinya.

Baleh

Ya, Star hanya ingin berbicara layaknya saudara, tidak lebih. Sekorangi sepertinya Rigel tidak perla lagi menjauhkan diri dari Star sedingin dulu, Dia sudah setuju untuk bersikap sesuai batasan, dan Rigel pun telah terikat okh sebuah pernikahan. Di antara mereka sudah jelas sekarang. Sebesar apa pun ia menginginkan Star, mencintui Star, tetap saja keberasinaan kekol tidak akan pernah mereka dapatkan. Antara mereka adalah terlarang, Rigel berwaha keras untuk mentaati peraturan itu.

Yayy ... mau kopi biasa? Mau sekalian aku pesankan cake juga nggak? Ini ada menu baru loh. Barusan aku tanya katanya nggak terlalu manis.

Bahkan dari isi pesan itu, Rigel sudah bisa membayangkan seriang apa raut Star di ujung sana. Andatkan Sea lebih sedikit manis memperlakukannya Sedikit lebih perhatian, dari tak melulu ia yang selalu memerhatikan. Kadang larindu perasaan diinginkan.

Kamu rudah tahu apa yang biasa kummum. Terserah, boleh juga.

la memang merasa lapar, belum sempat makan siang sama sekah garagara memikirkan bagaimana caranya bisa bergabung ke tim Sea setelah meeting usa. Didiamkan oleh Sea, membuat kepalanya suht berkonsentrasi dan rasa lapar pun hilang. Baru sekarang ia merasa keroncongan setelah komunikasi di antara keduanya kembali normal.

Fh. Iyaa... jada masih sama yaf Nggak terlalu manis, karena yang buatkan sudah manis. Itu yang dulu selalu kamu bilang ke aku hahaha

Rigel cuma mampu memandangi pesan darinya, tak sanggup menyahutu

#### adduted

Sesuai batasan, sesuai batasan, kalimat itu terus dijejalkan di kepalanya agar tetap tenang dan tak belingsatan.

Ini aku pesankan ya 🛭

Seolah tahu Rigel tidak akan membalas pesan itu, Star pun mengirimkan lagi pesan hatu,

lyn, thenks Star :)

Rigel meneguk air putih di botok Rasanya masih sangat sulit bersikap biasa saja di depannya. Tapi dia kan adiknya. Untuk apa merasa secanggung itu? Lima tahun lalu, Star memutuskannya, Luna tahun lalu juga, Star ingui hubungan terlarang itu dilupakan sepenuhnya. Lama tahun lalu, Star meminta agar semua momen terlarang keduanya dirahasiakan dari semua orang—sampai mati kalau bisa. Dan lima tahun kemudian, Rigel masih berusaha untuk melakukannya—padahal sudah ada Sea di sisinya. Sungguh menyedihkan

电电电

Sea mencatat semua dokumen yang hari ini ia kerjakan dan memasukan kertas catatan itu ke dalam tas agar tidak ada pekerjaan yang terlewat. Sebab sulu saja *simpment* yang terlupakan, bisa fatal urusannya.

Ia berdiri dan merenggangkan otot ototnya setelah seharian penuh sebih ounyak duduk di depan komputer sampai matanya terasa perih dan panas. Mengecek ponsel, pesan teraklar yang ia kirimkan pada Rigel belum dibatas. Ya . memang tidak penting juga untuk dibatas. Lagipula dia sedai g sibuk.

"Sea, lo udah selesai?" Lili bertanya - tampak lesu di depan komputer Ada empat orang di ruangan ini yang lembur, termasida dirinya

"Iya, Li," sambil menggulung kabel *charger* ponsel dan memasukkan ketas

"Gue kayaknya sampe jam sembilanan ini. Masih belum kelar juga laporannya. Stres gue!"

"Sabar, ya," ucap datar Sea memberikan semangat.

"Lo menyemangati, tapi kayak orang yang cuma basa basa" Lili mendengkus, tapi tidak benar benar marah karena sudah sedikit sebih banyak tahu karakter Sea.

"Memang hanya basa-basi," sahut Sea tak berbohong.

Meremas kertas sampai menyerupai bola, Lili melemparkan ke arah Sea "Malesin lo. Ntar gue nggak temenin lagi"

Sea berjalan ke meja Lili dan meletakkan cokiat bar di atas mejanya.

"Pereda stres."

Tiba-tiba saya Lili bangkit dari kursi dan memukul kepalanya sendiri.

### claritogani

"Astaga nagaa... gue hipa nyampein!" Dia memekik, menggebrak meja dua kali "Di lobi itu ada yang nungguin lo dari jam luna sore. Aduh, bego, gue bego banget! Kok bisa lupa!"

Sea menautkan alis, "Maksudnya?"

"Sea, itu tadi di resepsionis ada yang nanyain elo, pas gue turun itu beli makan jam lima. Dia nunggu lo di sana, terus Rika titip pesan ke gue biar sekalian minta disampeun ke elo."

Samar, kening Sea mengernyit. Stapai Rion?

"Gue berasa pernah lihat cowok ini di TV. Ganteng. 11 12 lah sama Pak Rigel. Rafael apa ya ... namanya. Pokoknya, mukanya ini famiher banget" Sekali lagi. Lili menepuk dahi. "Sekarang dia mungkin udah pergi. Udah dua jam an lebih juga. Bego amat ya gue."

"Ra fel maksud kamu?" Sea herucap terbata.

Lia mei jentikan jari. "Iya, iya, itul Rafel Hantara gitu lah," mata penuh rasa ingin tahu itu terpicing, "dia siapa lo? OMG, pacar yaa? Sea, Rafel pacar lo?!" Dia histeris sendiri.

"Bukan" See menggeleng, sambil menunang apa ia perlu turun untuk menas ikan dia masih ada di sana atau tidak.

Satu minggularu, Rafel tidak datang sama sekali ke acara pernikahannya Sea sangat tahu, Rafel tersakiti karena pernikahan tiba-tihanya bersama Rigel. Terakhir kali ta melihat Rafel di mimah ayahnya, dia terlihat sangat kacau dan tak berdaya. Sea tahu, sangat tahu kalau di samping kebencian yang telah mendarah daging dalam dirinya. Rafel pun mencintanya. Dia menyakiti, kemudian mengobati. Selalu seperti itu. Dan Sea tidak ingin hidup dengan sosok yang membuatnya terus-menerus mempertanyakan dan ketakutan, apa yang akan dia lakukan setelahnya. Ia sangat takut, karena dia orang yang sangat sulit ditebak.

Lili meraih tangan Sea. "Ini dari siang udah mencuri perhatian gue Kelihatan banget kayak berhan asli. Ching ching, Sekarang sih pantes aja, Pacar lo dia ya? Gila... gila...!"

Sea melepaskan tangan Lili yang sedang mengamati cincin pernikahannya tanpa sebuah penyangkalan. Ia tidak ingin percakapan Ini jadi panjang dan mengharuskan dirinya untuk menjelaskan.

"Saya turun dulu." Setelah berpikir cukup lama, Sea akhirnya mematuskan untuk turun dan menemumya meski tidak yakin Rafel masih ada di lohi atau tidak

Bagaimanapun juga, Rafel tetap Kakak angkatnya. Banyak hal yang dilakukan Rafel untuk dirinya di masa lalu, meski dia pun pernah menjadi salu titik kehancuran besar disaat hidupnya telah berantakan karena sebuah kehdangan Rafel lah yang memohon pada ayahnya untuk mencahut semua

#### adduted

laporan dan menebus mahal dirunya ketika dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian gara-gara kebakaran itu. Kimi, ia juga tidak perlu takin Rafel akan memaksakan hal yang tidak ia suka mengingat sekarang ia telah menikah dengan orang yang sama berkuasa seperti keluarganya. Ia tidak perlu lagi takut dia dan Ayahnya akan menyiksa secara fisik dan psikisnya

Sea tibu di lobi yang sudah sepi, dan matanya langsung disamhut oleh kehadiran Rafel yang masih termangu sendirian di kursi tunggu dekat kaca. Kepalanya mendongak ke atas, dengan tangan yang terhipat di perut. Kakinya

yang panjang, menjulur ke depan-

Sea herjalan mendekati, dan perlahan kepala itu menatap ke depan tampak terkejut melihat kehadiran Sea di hadapannya. Rafel buru-buru bangkit dari kursi besi, merapikan penampilannya, kemudian menghampiri Sea

Pubuh tinggi itu dilapisi celana jins panjang dan kaus putih, dipadukan blazer hitani. Wajahnya jauh lebih tirus dari sebelumnya dan matanya tampak knyu. Rambutnya yang biasanya tertata rapi dibentuk dengan gel rambut, kini dibiarkan turun dan berserakan di dahi.

"Kamu sudah mau pulang?" tanya Rafel dengan nada parau. Karena ia tahu, tidak mungkin Sea mau bertemu dengannya secara sukarela.

"Untuk menemumui"

Binar sayu itu mengerjan, terhhat senang, "Menemuiku? Jadi kamu sengaja turun ke sini untuk bertemu denganku?"

"Ada apa, Kak?"

Rafel tersenyum, tangannya terangkat hendak membelai rambut itu, tetapi diurungkan dan menjadi sebuah genggaman angin saat Sea melangkah mundur ke belakang.

"Maaf, rasanya sudah sama sekali tidak mehhatmu, Ya. Aku sangat merindukanmu Sangat Dan aku - aku tidak bisa mengendahkannya"

"Ada apa, Kak?" ulang Sea, melihat Rafel tersenyum getit "Bagaimana

kabarmu?"

"Aku tidak baik baik saja, Sea," Rafel mengembuskan napas pelan "Aku sangat menderita dan marah. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan selain merasakan semua kemarahan dan dentanya seorang diri. Seperti manusia tak berguna yang tidak bisa melakukan apa apa untuk mempertahankan cintanya. Itulah kabarku."

Sea menelan saliva, tak ada kata yang bisa dikeluarkannya.

"Jangan khawatar Bukan itu maksud kedatanganku ke sini. Aku hanya ingin bertemu denganmu, sebagai Kakak, sebagai orang yang mencintaimu, sebagai pendosa yang mengotorimu, untuk memastikan kamu baik baik saja dengan status barumu."

clareto-goni

"Aku baik-baik aja, Kak. Dia memperlakukanku dengan baik. Sangat

bank"

Lama, Rafel menatapnya untuk mencari kebohongan dari setiap kalimat yang dilontarkannya. Tapi - tidak ada. Setiap kata itu terdengar muilak dan pasti. Sea juga terlihat lebih berisi dan chubby. Dia terlihat bahagia, meski Rafe yakin tidak banyak orang yang menyadarinya mengingat kedataran ekspresi Sea. Semua tentang Sea, Rafel tahu. Ia sudah mengenalnya dari dia lahir ke bumi sampai ibunya mati. Setelah itu, Rafel kehilangan sosok Sea Ia yang menjauhkan diri karena kemarahan, dan malam kelam itu kian memperkeruli kendaan.

"Sebagai Kakak, aku senang mendengarnya." Rafel mengangguk, tersenyum seperti orang bodoh padahai hatinya tergores luar biasa. "Sekarang, tidak akan ada lagi yang berani melukaunu, termasuk aku, Rigel adalah tempat teraman untukmu pulang. Aku senang dia memperlakukanmu dengan baik."

hen mengangguk. Lidahnya berubah kelu mendengar suara Raiel yang

begita lembut dan tak ada satu kalimat pun bernada ancaman.

"Bisa kita bicara di hiar?" Rafel menunjuk ke arah kafe di seberang kantor, "Kita bicara di sana. Ada hal yang ingin kubicarakan denganini, tapi tidak di sini."

"Tentang ... apa?"

"Tentang Mama" Rafel menatap Sea penuh harap, "Aku ingin kita bicara tentang Mama kita, dan apa yang masih belum terjelaskan sepenuhnya. Kita tidak pernah sama sekah membahasnya lebih jauh." Stata Rafel terdengar parau, tetapi tidak ada nada yang terkesan menyalahkan. Dia terlihat sungguh-sungguh mgin membahas tentang ibu angkatnya yang telah tiada.

Sea menatap arlojinya di tangan, masih menunjukkan ke angka <sup>Setengah</sup> delapan kurang. Setengah jam, sepertinya ia bisa berbicara dengan Rafel sekaligus membelikan Rigel makanan di kafe itu. Mungkin dia juga belum makan

"Oke."

Keduanya ke luar dan lobi dan menyeberang ke kafe yang terletak tepat di depan kantor. Kafe itu tampak ramai didominasi oleh para karyawan dan biahasiswa. Rafel menunjuk bangku di paling pojok, Sea mengikuti dari belakang sebelam langkahnya terhenti saat sapaan hangat teralum mang dari perempuan cantik di hadapannya. Star, dia tengah berdiri di depan kasir batu selesai membayar pesanan dan tidak lama kemudian, semua pesanan dia diserahkan.

"Hai, Sea, Kamu ke sini juga?"

#### adduted

Dia tersenyum, senyum yang riang, beda dari terakhir kali ia melihatnya, Wajahnyo terlihat fresh, tidak murung seperti saat ia melihat Star di malam permikahannya. Star menoleh ke arah Rafel, yang juga menghentikan langkah dan menatap lurus ke arahaya.

"Oh kamu sama Kak Rafel juga ya," Star sudah tahu kalau mereka saudara. Meski tidak terlalu lengkap yang ia dengar, tapi sebagian keluarganya telah menceritakan intinya secara singkat tentang Sea dan

keluarga Hardyantara.

"Iya, Star" Setiap kalı mel.hat Star, Sea tidak bısa berhentt mengagumi kesempurnaan fisiknya. Maia bulat, wajah kecil bidung mancung, dan bibukemerahan penuh. Kulitnya bahkan seputih susu. Dia dijadikan banyak perhatian pengunjung di sana, saling berbisik dan minder duluan untuk sekadar menyapa.

"Ya sudah, aku duluan kalan gitu. Aku janjian sama Papa di kantor, dia

hari ini katanya sibuk banget ya?"

Sea mengangguk, ikut tersenyum tipis.

"Bye, Sea. Empy your time." Star melambatkan tangan, lalu keluar dan sana memasuki mobilnya dan melajukan ke arah kantor

"Sea, man pesan apa?" Rafel bertanya, berdiri di sampingnya sambil

melihat menu di depan kasir

"Kakak duloan aja. Aku mau memesankan makanan untuk Rei dulu" Rafel terlihat murung, walau hanya berlangsung beberapa detik "Oh, oke. B ar aku yang bayar. Anggap saja hadiah pernikahan kalian "

"Tidak usah, Kak."

Rafel me nyentuh bahu Sea pelan, menggeleng "Aku yang akan

membayar."

Tak mgai berdebat, Sca akhirnya diam, la mulai menyebutkan minuman dan cake pesanan untuk diberikan pada Rigel yang masih sibuk di kantor Rigel bukan tipe orang yang sangat pemilih tentang makanan. Seperti yang ia perhatikan dari tahun-tahun sebelumnya sampai hari ini, dia pemakan segalanya.

Mereka berdua duduk setelah memesan makanan tinggal menunggu datang. Rafel membuka blazer-nya, menggantungkan di sandaran kursi-Entah mengapa, pertemuan kali ini dengan Sea terasa jauh lebih santai dan menyenangkan. Sea tidak sama sekali berbicara jika tidak ditanya, tapi dia

terlihat lebih riteks dan tak tampak ketakutan seperti dulu-

"Sea, aku sudah putus dengan Laura," unto Rafel, setelah beberapa saat tidak ada yang bersuara. "Aku sudah memutuskan pertunangan kami satu m.nggu lalu tepat sehari setelah permikahanmu."

Sea mengernyit, hampir tidak percaya. "Apa? Kenapa?" Ia udak bisa

## clarifagano

membayangkan bagaimana murkanya ayahnya saat itu.

Aku tidak lagi memiliki alasan untuk mempertahankan hubungan sakit itu dengan dia. Alasan pertunangan itu masih ada, karena kamu. Untuk melindungimu dari Papa. Agar dia tidak akan berani mengganggumu. Tapi, sekarang, kamu sadah memiliki pelindung yang lebih kuat dariku. Keluarga itu, aku tahu mereka bisa melindungimu dari Papaku. Si bajingan Rigel pasti tidak akan membiarkan Papa menyentuhmu, aku yakin itu.

"Kak...,"

Rafel mengangkat rambut di bagian dahinya, memperhhatkan goresan yang cukup dalam di sana. "Dia memukulku dengan tongkat golf kesayangannya," kembali menurunkan, Rafel tersenyum dan menghela napas panjang. "Aku baik-baik saja, tapi aku tidak bisa membayangkan bagaimana sakitnya ketika dia memukulimu dengan itu. Bertabi-tubi, berkali kali, dan kamu tidak pernah menangis sekali pun meski tubuhmu telah babak belur." Rafel menyentuh lengan Sea, memegangnya. "Maafkan aku, Ya, yang belum bisa sepenuhnya melakukannya. Dia benar, kamu juga berhak bahagia"

Sea melepaskan tangan Rufel dan lengannya. "Aku baik-baik saja, Kak."
Makanan mereka dibawat an pelewan ku sasia, sadeng mata Ilufa kanan

Makanan mereka dibawakan pelayan ke meja, sedang mata Rafel hanya menatap Sea, lekat dan lama. Lutah kapan lagi ta bisa melihatnya. Momen seperti ini akan sangat jarang terjadi.

"Sea, aku membuka kasus kebakaran itu lagi,"

Sea yang baru saja menyesap *late* nya, tersedak pelan dan menatap Rafel. "Apa...?"

Rafel mengambil tisu dan mengusap pipi Sea. "Aku ingin memastikan sekan lagi dan menyelidiki kasus itu sampai ke akarnya. Aku ingin tuhu, opa yang sebenarnya terjadi hari itu."

Mata bea memerah, menatap Rafel yang terlihat berat mengutarakannya juga. "Untuk apa? Untuk memastikan sekah lagi kalau aku bersalah?!" <sup>8Uaranya</sup> berubah dingan.

"Untuk memastikan kamu tidak bersalah!" tekan Rafel. "Aku membuka sesuaru yang sangat mgin kulupakan, untuk berharap sekali lagi, bukan

kamu penyebab kebakaran itu."

Delapan tahun, Rafel percaya bahwa dia tersangka dan pembunuh lbunya. Semua bokti-bukti yang ada di sana dipegang olehnya, Bahkan, Sea pun mengaku sendiri kalau dialah pelakunya saat diinterogasi polisi. Ia tidak pernah menyelidiki sendiri apa yang sebenarnya terjadi di villa itu katena ditutopi oleh amarah yang besar. Tanpa mau mendengar penjelasan Sea, tanpa mau bertanya apa yang terjadi sesungguhnya. Terlalu menyakutkan membuka luka lama yang tengah berusaha disembuhkan. Walau nyatanya,

waktu tidak mampu menghapuskan. Mungkin dengan berusaha mencari kebenaran, apa pun hasilnya, ta akan merasa lebih tenang

"Kak, semuanya sudah jelas," Sea menggeleng, "semuanya sudah berjalan seberantakan uni, dan kamu baru akan menyelidikinya. Untuk apa?"

"Agar Papa tidak lagi membencimu. Agar kemarahan dan dendam itu sırna padamu. Kamu pikir aku melakukanınya untuk apa? Semuanya denu kamu!™

"Bagaimana jika hasilnya masih sama?" Pelan, Sea menatap Rafei dengan dingin, "Kamu hanya akan lebih marah padaku. Luka itu akan kian menjadi jadi, dan membuatmu menjadi monster yang sangai menakutkan saat memperlakukanku."

Rafel menggeleng, "Jika pun masih kamu pelakunya, aku akan tetap mencintaimu. Itu adalah satu hal yang mutlak, bahkan kebencianku sekalipun ticlak nisa menutupi itu." Rafel meraih lengan Sea, menggenggamnya "Sea, bekeriasa—"

Ucapan Rafel terpotong tatkala tangannya dilepaskan paksa dari lengan

Sea dan dicengkeram keras oleh seseorang yang baru saja datang.

"Gue pikir io udah enyah dari hidup kamit" sentak Rigel seraya mengempaskan tangan Ratel sekeras kerasnya. Seketika itu juga perhatian mata semua pengunjung yang berada di kale itu tertuju pada Rigel yang terlihat murka.

"Re. ..." Sea bangkit dan kursi, melihat caut Rigel yang mengeras

Rigel menank kaus Rafel, sampai tubuhnya terdorong ke sandaran kursi. "Dia istri gue! Jangan berani dekati dia lagi, sialan!"

Sea menahan dada Rigel, menjauhkan darinya, "Rei, dia nanya memberikan selamat atas permkahan kita." Ia berusaha melerat, tidak ing.n ada keributan.

"Dan kamu percaya" Rigel menyentak, sambil menunjuk Rafel dengan lantang. "Dia tidak benar-benar tulus melakukannya. Bahkan sekali tatapi

aku sudah tahu dia masih sangat mencintannu!"

Rafel bangkit dari kursinya. "Henar, aku memang masih sangat mencintat istriniu. Jika Sea mau, aku sangat ingin merebutnya dariniu. Memisahkan kahan dan membawa Sea kabur dari pernikahan stalan itu, adalah mimpi terbesarku."

Tangan Rigel terkepal, menyorotkan tatapan seolah siap menerkam. "Katakan sekali lagi, dan gue retakkan rahang lo agar selamanya .o tutup

mulut"

"Sayangnya, dia terlihat jauh lebih bahagia di samping lo." Rafel menggumam sangat pelan. "Gue kalah untuk itu. Bukan waktunya gue berada di antara kalian, karena lo memberi dia bahagia yang lo janjikan.

Clarifagani

Teruna kas.h."

Rigel bungkam, wajahnya masih sekeras tadi, tidak melembut sama

sekali.

"Mata gue akan selalu terarah pada kalian. Sekah Sea keluar dari lingkaran hidup lo, lo tahu siapa yang paling depan membawanya pergi, bahkan ketika dia nggak mau nanti. Semuanya masih berlaku, Rigel."

Rigel mendorong bahu Rafel dengan kesal, "Sinting lo!" sentaknya, lalu

meraik tangan Sea. "Ayo kita pulang."

Sea tidak membantah, ikut pulang setelah mengucapkan permisi singkat pada Rafel. Dia berhenti sebentar untuk mengambil kise dan minuman pesanannya untuk diberikan pada Rigel nanti.

"Sea. " Rafel memanggil saat pintu baru saja dibuka. "Aku masih sangal

berharap, bukan kamu pelakunya."

Rigel mehrik tajam, ia menarik lengan Sea keluar dari kafe itu. Seperti

orang bodoh, ta tidak mengerti apa maksud dari ucapannya.

Sepanjang perjalanan, tangan Sea tidak Rigel lepaskan. Masih belum ada yang membuka suara, tidak perlu ditanya bagaimana sufat Sea. Dia tidak

akan berkata apa-apa jika tidak ditanya

Di dalam hit, harulah Rigel melepaskan tangan Seu yang terhhat merah Napasnya masih memburu kasat, kesal mendapati keduanya ketemuan di kafa tanpa sepengetahuannya. Jika Star tidak memberitahu, ia yakin pasti sekarang ia seperti orang bodoh yang kecolongan kalau istrinya baru saja bertemu dengan laki laki yang pernah meniduranya.

"Sea, aku nggak suka kalian masih berkomunikasi dengan haik seperti tadi Kamu bertemu dengainnya di belakangku. Kamu anggap aku apa, huh?"

protes Rigel tajam.

Sea tidak mentawah, ia tahu ia salah telah melakukannya tanpa memberitahu Rigel. Sedang tadi siang saja dia sangat terbuka padanya.

Kamu tahu Rafel masih mencintaimu. Seharusnya kamu menjauh dari

dia!" sentaknya jengkel.

Dia hanya ingin memberikan selamat, Rei," Sea menyahut pe an.

"Selamat?" Rigel menggeleng. "Dia ke sini karena dia merindukanmu Dia benci pernikahan kita, apa kamu pikir ucapan itu tulus untuk kita?"

Seperti Star, dia juga mengucapkannya meski dia membenci

pernikahan kita."

"Jangan membawa dia ke obrolan ini. Kamu tahu kasusnya berbeda." Rigel semakin naik uitam

"Sama saja, Rei. Apanya yang beda?"

Pinhi lifi terbuka, dan Sea bersiap-siap keluar. Kue yang ia bawa masih ia pegang, mencari momen terbaik saat amarah Rigel sedikit mereda.

#### adducted

Rigel menahan lengan Sea, "Katakan sesuatu. Kamu benar-benar ngeselin, Sea!"

Sea tersenyum tipis, mengecup punggung tangan Rigel, "Iya, tahu,

Maaf"

Sea mengalah untuk kali ini karena ia tahu, ia memang salah sudah

menemui Rafel di belakang Rigel.

Rigel tersenyum, pipinya memanas dan membelai rambut Sea dengan lembut. "Aku langsung turun. Tunggu aku di sini ya. Sekarang, kumaafia. Tapi lain kah, aku kunyah kamu kalan ketahuan ketemuan kayak tadi lagi sama si badjingan Rafel."

Napas Sea terembus pelan. "Iya, terserah."

Sea keluar dan membereskan meja kerjanya. Hanya tersisa Lili dan Rendy yang masih berkutat di depan komputer. Ia meletakkan kut dan minuman yang sedari tadi digenggam, berniat secepatnya memberikan pada Rigel untuk permintaan maafnya. Duduk di kursi, Sea menuliskan sesuatu di aticky note

Maaf ya. Jangan marah lagi ·)

Setelah selesai, ia buru-buru menyelempangkan tasnya. "Li, aku pulang duluan ya."

Dia hanya mengangkat tangan malas, tak mgin ingin digangga, "Besok luta bahas sa tantang Refel la star"

kita bahas ya tentang Rafel lo itu."

Sea tidak menggubris, berjalan cepat ke arah lift sambil menenteng makanannya.

"Girnana menurut kamu, enak kan?"

f angkah Sea terhenti saat mendengar suara Star yang tengah bertanya pada Rigel Kedunya berada di depan lift, saling bersisian.

"lya, enak. Cake-nya memang nggak terlalu manis."

"Tuh... aku bilang juga epa. Lagian Kak Rei kok bisa sih sampe jam segiri bebum makan? Punya istri, tapi perut kamu malah nggak diperhatikan."

"Sea sedang sibuk, Aku juga."

Sea diam, mendengarkan Inti dari pembicaraan itu. Rigel sudah makan dan ia tidak becus menjadi seorang istra.

"Kak, gimana pun sibuknya, usahakan jangan sering terlambat makan.

Aku nggak mau kamu sakit "

"Terima kasih sudah sangat memerhatikan suamiku, Star Pasti kamu akan menjadi Istri yang sangat baik di masa depan." Sea berjalan ke arah keduanya, yang terkejut melihat kehadiran Sea.

"Ehm, Sea, dia hanya ingin turun bareng kita. Layian di lobi dan basement pasti sudah seps." Rigel membela dan berusaha mengalihkan

pembicaraan. "Itu kamu bawa apa"

## clarisayani

Padahal sudah dari tadi Sea membawanya, karena kekesalan Rigel pada Rafel, dia baru sadar kehadiran tentengan kue itu.

"Hanya kue,"

"Kamu ben kue, tapi Kak Rei malah dibiarkan kelaparan di kantornya. Dia belum makan, Sea. Untung tadi aku bawakan. Jadi aku harap, kamu nggak keberatan ya?" ujar Star dengan nada yang berusaha ia tekankan agar tidak terdengar nada kesalnya. Bukan apa, hanya saja Star kadang kesal nielihat Sea begitu dingin memperlakukan orang yang ia cinta.

Sea menggeleng, "Tentu. Aku nggak keberatan. Wajar kamu takut Rei

niati karena kelaparan."

Rigel berdecak. "Language, Sea. Kamu kenapa sih?" Seperti biasa, sekalinya dia berbicara pasti sangat pedas dan tak enak untuk didengar indra pendengaran.

Sea diam, masuk ke dalam lift dan mengurungkan niatnya untuk memberikan kue itu pada Rigel. Bahkan kalau bisa, ia ingin melemparkan

pada wajahnya.

"Maaf, Sea, aku nggak bermansud menyinggung kamu Sekali lagi, maaf ya?" ucap Star, membuat Rigel menatapnya untuk tidak memperpanjang kebisuan mencekam ini.

"Tidak apa-apa, Star Sepertinya kamu yang memang paling mengerti

tentang Rigel, daripada aku sendiri" Sea menyahuti.

Lift terbuka. Sea yang duluan keluar dari sana. Sedang Star dan Rigel

mengikuti dari belakang.

"Kak, gimana nih? Tadi aku cuma agak kesal. Aku minta maaf malah sadi menyebabkan keributan." Star berbicara tidak enak, menyenggol lengan.

Rigel.

"Sudah, Star, tidak perlu meminta maaf. Biar sekali-kali Sea peka. Dia juga ketemuan tadi sama si Rafel di kafe. Mereka makan malam bareng herduaan aja di sana tanpa inget aku. Kalau kamu nggak nganterin makanan, mangkin sekarang aku udah kelaparan." Sindir Rigel, dan tak lama kemudian, kantong kue yang Sea bawakan dibuang ke dalam tempat sampah.

"Sea, itu masih ada isinya, kan?" Rigel melotot, melihat bungkus itu

telah tenggelam bersama tumpukan sampah.

"Udah nggak penting lagi."

"Dasar kucing orens. Bar-baru mulu kamu." Cicit Rigel sambil mengusap

wajah mungil Sea dengan telapak tangan besarnya.

"Kalian man langsung pulang, atau man cari makan dulu?" tanya Star.

"Bisa mampir ke restoran aku, nggak jauh dari sini kok. Kak Rei biasanya makannya banyak loh. Kue sekecil itu, kamu mana kenyang."

Sekalian kamu tanyakan, Star, apa Rigel sudah makan nasi atau belum.

Biar kamu yang masakin khusus untuk dia. Aku bisa pulang naik taksi,"

Jangan ngawur, Seyaa. Kamu sensitif amat sih Dia mainya baik cuma nawarin kita, kalau nggak mau juga kamu bisa nolak baik baik permintaannya. Harus banget seketus itu<sup>30</sup> Rigel tidak suka melihat Sea memperlakukan Star sedingin itu. Padahal tidak ada nada sindiran apa pun yang dia ucapkan.

"Ya udah, nggak apa apa. Maaf sekali lagi udah bikin kamu marah Serius, aku nggak bermaksud, Sea. Aku cuma ... aku cuma herpikit mungkin kahan mau coba berkunjung ke sana. Restoran itu baru dibuka. Aku ingin mengenalkan beberapa menu pada anggota keluargaku. Tapi kalau kamu keberatan, nggak apa apa juga. Mungkin bisa lain kali aja. Kalian hati hati di jalan ya." Star membuka pintu mobil, melambaikan tangannya pada mereka, "Bye. Sampai nanti."

Sea tidak menyahuti, huigga mobil itu berlalu dari area hasument.

Rigel berkacak pinggang, memalingkan wajah ke arah lain dan kembali menatap Sea dengan kesal.

"Sea, dia adikku. Bagaimanapun juga, Star adikku. Bisa aku minta kamu memperlakukan dia dengan baik layaknya saudara? Kita keluarga sekarang. Tolong jangan berpikuran yang macam macam."

"Jika aku bilang tidak bisa, kamu mau apa?"

"Sea!" Rigel menyeriak. "Sekarang yang seharusnya marah itu aku. Bukan kamu Kamu pikir aku nggak kesal lihat kalian jalan bareng berdusan aja di sana, buh?"

Sea menatap Rigel, datar dan dingin. Bukan hal baru. Tarapan itu memang selalu seperti itu "Buka pintunya. Aku lelah"

Tatak ingin ada yang melihat keributan ini, akhirnya Rigel membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Saling diam, mobil itu melaju kentang membelah jalanan tanpa ada lagi yang membuka percakapan. Baru lah saat keduanya sudah sampai di apartemen dan pintu dibuka kemudian ditutup dari dalam, Rigel meraih lengan Sea dan menghadapkan tuhuhnya.

"Sea, kita harus berbicara. Aku nggak mau membiarkan masalah malam Ini berlarut-larut."

Sea tidak menjawah, tapi dia tidak memberontak kecuah menatap Rigel yang tampak lelah dan marah

"Aku nggak suka kamu bertemu dengan Rafel seperti tadi. Tolong jangan lagi diulangi, Sea. Aku mohon padamu."

"Kenapa?"

"Apanya yang kenapa? Tentu karena dia mencintainni dan status kamu adalah istriku! Suami mana yang suka istrinya jalan dengan laki-laki lain?" kesal Rigel tak habis pikir.

lm adalah pertengkaran besar pertama mereka selama pernikahan. Biasanya, Rigel selahi mengalah, menyelesaikan dengan kepala dingin dan membujuknya agar tak lagi marah. Tapi kali ini, pertemuan Sea dengan Rafel benar-benar mampu membuatnya serasa lulang akal.

"Seperti Star, dia juga Kakakku, Rei. Dia anggota keluargaku"

"Kakak yang sangat mencintumu, huh? Apa kamu udak dengar dia mengatakan semua itu? Secara terang-terangan, dia ingin merebutmu dariku Da sudah gila, Sea! Kakakmu itu sinting!"

"Pun dengan Star Dia masih sangat mencintannu. Bahkan - aku yalun,

kahan ... kahan masih memuliki rasa satu sama lain."

Tangan Sea terkepal erat, melihat mata Rigel yang mengerjap pelan Entah datang dari mana rasa sesak itu—yang berusaha Sea enyahkan sedemikian rupa dalam hatinya Dari awal, ia sudah tahu Rigel masih mencintat Star. Dan keberadaannya di sini hanya dijadikan tameng untuk melindunginya. Sea sudah tahu, la tidak bodoh untuk mengetahunya Pun dengan Rigel, yang ia gunakan untuk menjadi penengah di antara hubungan rumitnya Jengan Rafel. Mereka sama-sama saling memanfaatkan.

"Sea, demi Tuhan, kamu sudah tahu bahwa antara kami adalah ketidakmungkinan. Waluu aku cinta mati pada Star, kami tidak akan peruah bisa bersama. Kamu tahu itu, Sementara hubungan kamu dengan Rafel, itu eias berbeda. Kalian tidak sedarah. Kalian bisa bersama kapan saja tanpa

harus takut akan aermia batasan sialan itu."

"Hagaamene Jika kaltan bukan saudara? Apa kamu ekan meninggalkanku dan memilih dia?"

Rigel tercekat, mendengar pertanyaan Sea. "Jangan mengatakan omong kosong"

"Jewabannya?"

"It's bullshit, Sea! It's fucking bullshit! Aku tidak menjawab hal yang tidak ada"

"Aku sudah mendapatkan jawaban, bahkan ketika kamu tidak sudi untuk menjawabnya," Sea berbalik pergi. Rigel segera menyusulnya dan

memeluk tubuh Sea dari belakang dengan sangat erat

"Sea, aku menginginkanmu lebih dari apa pun sekarang. Aku ingin kamu ada di sampingku, tidak pernah sekalipun aku membiarkan otakku berpidir tintuk menggantikan posisimu sebagai istriku dengan orang lain. Tidak pernah, Sea Aku ingin kamu." Lingkaran tangan Rigel tidak mengendur, takat kehilangan dan tak ingin melepaskan. Kepala Rigel tenggelam dalam teruk leher Sea, menghirup arumanya dalam-dalam. "Aku sudah bilang, lim Addicted to you. Tolong, jangan bertemu lagi dengan Rafel. Aku benci

melihat kebersamaan kalian seperti tadi. Aku benci Seyaku menemui lak, laki lain. Bahkan membayangkannya saja, membuatku kesal setengah mati\*

Sea diam, membiarkan keheningan memperbaiki keadaan Ucapan Rigel terdengar sungguh-sungguh, tidak ada sedikit pun kebohongan yang terdengar dari suaranya. Sea yakin, Rigel memang benar menginginkannya, hanya saja. bukan mencintainya.

Lalu, kenapa? Ia pun tidak merasukan perasaan menyedihkan seperti cinta bertepuk sebelah tangan juga, kan?



Sea menggeliat kecil dan membuka mata perlahan. Seolah sudah menjadi satu kebiasaan, tangannya secara otomatis akan meraba sisi kasur di sebelahnya. Biasanya tangan Rigel akan terlingkat dengan posesif di perut ataupun dadanya saat ia bangun. Tapi, kali ini, ia bergelung seorang diri di atas ranjang besar itu sebab saat ia menoleh ke belakang bahu, tempat itu sudah kosung dan terasa dingin menandakan ia terlelap sendirian dalam waktu yang cukup lama.

Rigel suduh bangun dari jam berapa?

Sea meluruskan tubuh seraya melirik jam dinding yang baru menunjukkan pukul tujuh pagi Hari minggu. Tidak biasanya dia bangun secepat itu, paling cepat saja pukul delapan. Itu pun Sea yang harus membangunkan Rigel, kemudian bertikai tidak penting selama setengah jam sebelum benar-benar bangkit dari ranjang.

Gorden setengahnya telah dibuka membuat sinar matahari tersorot terangke arah tubuhnya yang terbalut selimut putih tebal. Tanpa pergerakan, Sea termenung menatap langit langit kamar sambil menghitung dalam hati

sudan berapa hari ia terlambat datang bulan.

Dirasa cukup meyakinkan, ia segera bangkit dari ranjang. Sudah lebih dari tujuh hari tamu bulanan itu tak berkunjung. Sea meraih kaus longgarnya

di atas meja rias, kemudian masuk ke dalam kamar mandi.

Wadah kecil yang menampung air seninya pagi ini dan test pack yang selama beberapa minggu ini selalu tersedia di dalam kabinet wastafel, kini dah memulai pekerjaan mereka. Dengan dada berdentam gugup, Sea mondar-mandir menunggu hasilnya selama beberapa menit. Melakukan tes tehamilan di pagi hari adalah waktu terbaik dan paling akurat dari yang ia baca di portal berita online kesehatan. Ia berharap tes itu akan memberikan

jawahan sesuai yang diharapkan dirunya dan Rigel selama tiga bulan

penantian.

Menit berlani. Batas waktu sesuai informasi dari kemasan test pack itu sudah terpenuhi. Mengembuskan napas pelan. Sea mencucinya sebelum mengangkatnya penuh antisipasi.

Helaan napas berat, itulah yang ia lakukan setelah mendapatkan

jawaban

Satu garis merah. Negatif Hasilnya masih sama dengan tes bulan lalu, Ia mendudukkan tubuh di kloset seraya mendesah lemas, menatap test pack itu penuh tanya, apa yang salah? Mengapa sudah tiga bulan menikah, Tuhan belum juga memberikan mereka berdua kepercayaan untuk memiliki moniongan? Secara keludupan seksual, keduanya terbilang aktif Bahkan paling sedikit dalam seminggu mereka melakukannya dua kali.

Sea hangkit berdiri dengan kecewa yang terlukis jelas di wajahnya Sekali lagi menatap alat tes kehamilan itu, Sea membuang ke dalam tempat sampah Mangkin memang belum saainya, Ia membasuh wajahnya dan menggosok gigi, berusaha mengenyahkan pikiran buruk apa pun yang berkeabatan

dalam otaknya.

---

Keluar dari kamat, ia mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruang tengah apartemen mewah itu untuk mencari keberadaan suaminya. Namun, Rigel tidak ditenukan di sana. Dengan kedua tangan memeluk pakaian kotor mereka yang semula ditumpuk di dalam kamar mandi, Sea berjalan ke dapur

Bibirnya tersenyum tipis melihat Rigel yang ternyata tengah sibuk membumbui sesuatu ke dalam teplon. Tidak bersuara dan terlihat seriis. Kedua telinganya disumpal oleh earpod, dan kepalanya memaku topi hitam NYC yang diarahkan ke belakang. Rambut coklat Rigel yang sudah sediki lebih panjang pun tak luput dari perhatiannya—telah basah oleh keringat. Ses tidak mengerti untuk apa dia menggunakan topi di dalam rumah. Tapi karena itu Rigel, keanehan apa pun seharusnya tidak Sea permasalahkan la sudah mulas terbiasa dengan segala tingkah lakunya yang kadangkala di luar batas kewajaran. Bahkan Rigel bisa lebih aneh dari ini dan ta sudah tidak agi butuh penjelasan.

Sca menyandarkan satu sisi kepala ke dinding pembatas antara mang tengah dan dapur, menatap Rigel yang berdiri di depan kompor—tampak belum menyadari kehadirannya. Dia bertelanjang dada, sedang ke bawah mengenakan celana sweatpants abu-abu. Otot punggungnya yang lebar dan tegap, terlihat begitu kuat dengan jejak ketingat yang masih menyebar di atas

kulit kecoklatan itu- membuat perempuan mana pun pasti enggan untuk

memalingkan wajah barang sekejap.

Tubuh tinggi itu berputar menghadap Sea, membuat Rigel tersentak kaget meliha nya tiba-tiba ada di sana. Aba keras nyaris delapan bagian yang terbentuk sempurna itu kini merasuki netranya. Rigel makan banyak. tetapi ia huran mengapa tidak ada lemak yang betah berlama-lama tinggal di jubuhnya? Dia juga bukan tipikal orang yang akan menghabiskan beberapa jam waktunya di gym. Rigel laki laki yang sangat sibuk. Tapi setiap pagi, dia memang selalu menyempatkan diri berolahraga. Kalau waktu sudah sangat mepet, dia akan melakukan push up di bawah ranjang sebelum mandi. Atau , push up di atas tubuh Sea.

Menurut Rigel, yang penting ngos-ngosan-bagaimanapun bentuk olahraganya Apalagi kalau berkeringat bareng Sea, ngos-ngosan enak

namanya.

"Kamu ngagetin aja sih." protes Rigel seraya melepaskan earpod dan meletakkan di konter dapur

Sea berdeham pelan. "Ada yang perlu kubantu?".

Rigel menggeleng dan membuka rak piring untuk mengambil mangkuk. "Kamu tetap di sana, Sayang, Jangan gerak ke mana-mana," Is inchrik Ses dan mengedipkan sata mata "Pagi ini masaknya spesial lob, pake perasaan."

"Emang biasanya nggak?"

"Nggak, Cuma kasihan aja lihat badan otriku kekurusan"

Sea berdecih sambil mengulum senyum "Pagi banget kamu bangun. Biasanya jam segini masih ngorok."

"Olahraga, Yang, Sekahan belanja ke Supermarket."

Sea melirik kantung belanjaan yang musih belum dibereskan di dekat kulkas. "Tumben karnu jalan sendirian ke sana,"

Sedang berusaha jadi suami dan calon Papa yang baik buat calon anak

Kila "

Fidak anch mendengar Rigel menceletuk seperti itu. Dia memang selalu begitu. Tapi saat iru, Sea jadi merasa tidak bisa membalas dengan suara decih ledekan seperti biasa. Urusan anak, ia masih belum mampu member kannya.

"Oh."

"Tadi aku beh cumi juga. Nanti kita makan temen-temen kamu ya," kekehnya sambil mengangkat cumi yang berukuran jumbo di dalam baskom. "Resar banget, kan?"

Sea mendengkus, tetapi senyumnya tersungging geli. "Lain kali,

bangunin aku kalau mau ke sana. Kita bisa belanja berdua."

Semingguan ini kerjaan kamu lagi full. Aku nggak tega bangunin Belum lagi semalam aku gempur, jada anggap una rasa bersalah seorang suami.

Enak, yang, aku bingung jadinya buat nggak ganggu kamu tiap malam".

Frontal, tetapi sekarang bukan lagi hal asing di telinga Sea. Sudah terialu biasa mendengar cicitan kotor Rigel.

"Aku bantu," Sea berjalan, Rigel menghentikan.

"Stay, biar aku aja yang masak. Takutnya kamu malah ngerasa nggak tega lihat aku potong potongin teman kamu." Rigel tertawa, tangannya

menyuruhnya untuk tetap diam di tempat.

Dia masih tampak kerepotan, dan setelah tiga bulan pernikahan sampai hari ini, Rigel tidak pernah sekalipun mengeluh atas bagiannya yang harus memasak untuk mereka berdua karena dari awal Sea sudah mengatakan tidak bisa melakukannya. Kadang saat terlalu lelah, mereka akan makan di luar atau memesan dari layanan online. Tapi untuk sarapan, Rigel pasil akan membuatkan. Rigel tahu Sea tidak terlalu suka berada di dekat kompor Biasanya saat dia memasak. Sea membantu memotong bahan makanar dan mencuci semua peralatan dapur yang digunakan. Tidak memungkat, Sea sangat ingin melawan rasa takutnya terhadap kompor dan api. Iapi hingga kini, ia masih kesuhtan untuk mengenyahkan perasaan trauma hu, ia takut kalau sampai kejadian di masa lampau terulang kembah karena kecerobohannya.

"Bangun jam berapa?" Sea menurut—masih berdiri di posisinya, menatap Rigel yang tengah menuangkan hasil masakannya ke dalam

mangkuk.

"Jam empat, Kerja sebentar, terus jogging di depan,"

"Kamu juga lagi sibuk banget kerjaannya?"

"Cuma ngecek beberapa data,"

Rigel meletakkan mangkuk hidangan ke atas meja konter, berjalan ke arah Sea, ia menunduk untuk menyematkan kecupan singkat di keming dan hidungnya. "Good morning, Seyaku. Did you sleep well?"

Rasa hangat mungahri wajah Sea, mendorong pelan dada bidang Rigel.

"Kamu keringetan banget."

Kepala Rigel ditenggelamkan ke bahunya, menggosokkan wajahnya ke

kaus Sea. "Iya nih. Keringetan banget."

"Kamu apaan sih," protesnya, mengangkat wajah Rigel yang seperti kesetanan mengendus-endus lehernya. Geli, dan si bayik besar ini belum Juga berhenti.

"Halum cekali Mama Ceyaa..."

Sea mendorong perut keras itu, bdak tahan diledeki olehnya. "Minggif, Rei,"

Rigel mengambil alih cucian yang Sea bawa dan meletakk<sup>an di atas</sup> mesin cuci, "Kamu duduk aja, Sebentar lagi semuanya matang."

### clarisayani

"Aku bantu," Sea berjalan ke dekat kutchen sink—ingin sekali membantu, tetapi Rigel segera menahannya dan menyuruhnya duduk di kursi bar.

"Duduk aja, Sea,"

"Kamu kenapa sih? Aku cuma pengin bantu doang."

Rigel membelai lembut kepalanya, turun menarik pipinya. "Dulu aku udah sanji akan memasak untuk kita Jadi khusus hari ini, kamu secara penuh adalah tatuku, dan aku akan melayanimu."

Senyum kembali terbit di bibir Sua saat Rigel melontarkan kalimat

berlebihan itu. "You're being cheesy, Rei,"

"I won't say sorry for that," ucap Rigel dan kembali melanjutkan acara

memasaknya.

Sangat baik, bahkan jauh melebihi bayangannya. Rigel yang sangat kasar dan setus saat di awal Sea mengenalnya, sudah hilang seluruhnya sejak mereka kembah bertemu beberapu bulan lalu. Walau mungkin hatinya masih terjerat ciota masa lalu, tetapi bukankah antara keduanya adalah hal mustahil? Sea tidak ingin berharap bar yak, tetapi sebagai seorang perempuan yang mengedepankan rasa, tidak sulit umuk iatuh ke dalam pesona seorang Rigel. Semua perkataan Star seterah acara resepsi pernikahan itu memang benar adanya. Dia selalu tahu bagaimana memperlakukan wanita dan membuatnya merasa spesial dengan caranya sendiri.

Sea berusaha membentengi hati agar tidak jatuh, hanya saja, sampai kapan? Bal kan ia tidak yakui apakah dinding tinggi yang dibangun itu masih berdiri tegak. Ia takut disakiti, dan ia tahu ia tidak bisa lebih huncur dari ini. Ia tidak ingin mengambil risiko, tetapi masuk ke dalam lingkaran

hidup Rigel adalah ajang bunuh diri yang sungguh berisiko.

Sea hangkit dari kursi har, berjalan ke arali Rigel dan memeluk tubuhnya dari belakang. Tangannya melingkar di perut Rigel, kepalanya tersandar nyaman di punggungnya. Pergerakan Rigel berhenti seketika dengan datak antung yang mulai berpacu menggila. Untung dia cukup erat memegang spatula. Kalan tidak, mungkin sudah Jatuh saking terkejutnya.

Rigel mengecilkan nyais kompor, menoleh di bahu untuk menatap Sea yang tidak biasanya seperti uni. Lingkaran tangan itu kian mengerat,

tambutnya menusuk-nusuk kulit punggungnya.

"Kenapa? Ada yang ingin kamu katakan padaku?" Rigel menggenggam tangan Sea, mengelus lembut punggung tangannya. "Kamu mimpi buruk semalam?"

'Aku bukan anak kecil yang mumpi buruk lalu merengek." Sea berdecak, <sup>masih</sup> tidak ingin melepaskan.

"Then, what's wrong? Jangan membuatku takut."

"Apa kamu melakukan kesalahan padaku sehingga harus taku?" Sea hanya bercanda, tetapi Rigel terdiam cukup lama mencerna ucapannya,

Setelah pertengkaran besar tiga bulan lalu, mereka nyaris tidak pernah cekcok perihai Star dan hubungan terlarang kedua anak kembar itu di masa lalu. Setahu Sea, Rigel tidak pernah bertemu dengan Star lagi kecuah di acara pertemuan ketuarga. Sementara untuk semua perempuan yang selah, berusaha mendempet Rigel, dia tidak tampak tertarik dengan mereka. Dia selalu terlihat biasa saja, dan lagi pun, banyak yang sudah tahu kalau Rigel telah menikah gara gara cincin yang melingkar di jari manianya. Walaupun tidak pernah ada pernyataan jelas, tetapi semua orang sudah yakin siatuanya sudah tak lagi lajang. Ada yang mundut perlahan, tapi tidak sedikit juga yang masih bertingkah kegatalan. Dara contohnya. Dia masih gencar memujanya masih bertingkah kegatalan. Dara contohnya. Dia masih gencar memujanya

Selama tiga bulan ini juga, Rafel tidak pernah dengan sengap mengajaknya bertemu. Dia sering menanyakan kabar lewat pesan singkai, tapi tidak lebih dari itu. Ayahnya masih memantau, sehingga Rafel sangat hati-hati agar pergerakannya untuk mencari tahu lebih banyak tentang kebakaran itu tidak diketahui olehnya Henrick pasti akan sangat murka

mengetahu, anaknya tengah membek luka lama.

"Kesalahan apa? Aku ... tidak merasa melakukannya."

Sea mengangguk kecil, terdiam cukup lama dan Rigel membiarkan Sea tetap memeluknya dari belakang

"Rei "

"Hem?" Janhing Rigel bertaluan lebih cepat saat mendengar nada suara Sea yang berubah serius.

"Tadı pagı aku tes, dan hasilnya ... masih negatif"

"Apa?" Rigel membalik badan, menatap Sea dan menangkup wajahnya.
"Apa, katakan sekali lagi?"

"Maaf, kita belum bisa jadi orang tua untuk saat ini," Sea menggeleng. "uku belum hisa hamil. Aku hanya terlambat seperti biasa" Tangar Sea

meraba perutnya sendiri. "Belum ada bitle versi kita di sini."

"Terus, kamu sedih karena mi?" ibu jari Rigel mengelus lembut piplnya, membingkai wajah berekspresi dingin itu yang terlihat kecewa. "Kita mas.h punya banyak waktu, Sea. Jika bulan iru belum dikasih, mungkin bisa bulan depan. Jika belum juga, bisa tahun depan. Demi Tuhan, Sea, kita memiliti seluruh waktu untuk memproduksi calon anak kita. Apa yang kamu khawatirkan sebenarnya?"

"Aku. aku hanya takut,"

Kecupan hangat tersemat cukup lama di dahunya, menyalurkan ketenangan pada hati Sea. "Mungkin Tuhan ingin kita berduaan dulu dalam waktu yang cukup sampai kita benar benar siap. *Don't think too much, baby*.

clarisanana

Kamu jadi terlihat lebih tua—banyak mikir kayak gini. Seriusan \* Sea melepaskan tangan Rigel dengan jengkel. "Aku serius, Reti"

"Mapa yang menganggap kamu bercanda?" Rigel mematikan kompor, kedua tangannya mengusup lengan Sea, mengangkat dan melingkarkan tangan di lehernya. "Kita pasti akan memilikinya, hanya saja sekarang bukan waktunya."

"Rei, aku

Rigel mendekap tubuh kecil Sea dengan erat. "Bersamamu selalu terasa seperti pulang ke rumah. Aku tidak pernah mau pundah, Sea. Aku tidak apa harus menanti lebih lama lagi. Jangan khawatir dengan itu. I'm here, and will always be here"

Dan semudoh mengangkat sehelai kertas, Rigel memangku tubuh Sea oan membawanya ke luar dari dapur-mendudukkan tubuhnya di meja

makan dekat ruang tengah.

"Atau, mau coba bikin di sini biar lebih menantang?" seringai Rigel,

mengisap tembut leher Sca, lalu mengangkat kausnya ke atas kepala.

"Rei, ngapain sih kamu? Aku lapar, bukannya kamu juga lagi masak?" Sea berusaha menghindarkan lehernya, meski tangan Rigel telah menjelajah ke mana-mana.

"Ronde kedua," bisik paran Rigel yang sudah diliputi kabut gairah,

Gigitan dan lumayan halus di telinga Sea sudah tidak mampu lagi Sea tolak. Remasan lembut Rigel di dadanya telah melumpuhkan otaknya--sehingga di detuk selamutnya, sudah tak ada lagi kata yang bisa dikeluarkan kecuali bibir dan lidah yang saling bertautan.

Rigel hanya perlu menurunkan celananya sampai ke bawah lutut, kaki Sea di lingkarkan ke pinggangnya, dan penyatuan telah dilakukan keduanya

d, atas meja makan itu.

Desah napas memburu cepat saat ledakkan pelepasan diraih keduanya. Sea terengah, membiarkan tubuhnya terlentang di atas meja dengan kedua kaki yang telah menjuntai lemas sambil mengatur napas.

"Kamu gila, Rei," gumam Sea ketika kedua tangannya ditarik Rigel dan tubuhnya dibangunkan. Dia bahkan kembah memasangkan kaus transparan

over size itu pada tubuh Sea.

<sup>\*In,</sup> aku tanggung jawah. Dipakem lagi bajunya, celana dalamnya, dirapihin lagi rambutnya, kurang apa lagi coba?" Rigel menyelipkan rambut Sea yang tampak lebih panjang ke belakang telinga.

Sea menyanggul rambutnya, tidak menyahuti ucapan Rigel. Namun, tatapannya yang lekat dan serius, membuat Sea akhirnya jengah sendiri.

"Kenapa sili?"

#### oddicted

Rigel menggeleng, mengulum senyum, "Kamu cantik, Sea. Semakin dilihat, semakin cantik. Nggak suht untuk jatuh cinta sama kamu. Masuk akal kenapa Si Cicak dan si bajingan itu tergila gila dan bertekuk lutut sama kamu."

Sea terdiam, menatap Rigel lebih dalam, "Hanya saja ... itu nggak berlaku dengan kamu, kan?"

"Kamu percaya jika aku bilang iya?"

"Aku percaya, karena menghapus rasa nggak semudah itu"

Cetir, tetapi bibir Sea tersenyum samar dan segera hangkit dari meja Ia malas kaleu sudah membahas tentang sebuah rasa. Ia mungkin akan selalu kalah dari Star—apa pun yang dilakukannya, seberapa kerasnya pun Rigel menyebutkan namanya saat mereka bercinta. Satu-satunya penghalang di antara keduanya adalah ikatan darah yang bertentangan dengan seluruh hukum yang ada jika mereka memaksakan untuk tetap bersama. Hanya itu.

Rigel menyusul Sea ke dapur, mengambulkan piring, sendok, dan gelas

mmani.

"Rei, aku bisa sendiri" seru Sea sebal saat ia didudukkan kembali ke kursi bar "Kamu memperlakukan aku kayak orang sakit, tahu nggak?"

"I told you, Sea, today you're my Queen and I'm your Servant"

"Seriously, Rei? Why are you noing so childrin?" Sea mendengkus, wiapi ia suka ketika diperiakukan selembut ini olehnya—seolah ia perempuan

yang paling dunginkan di duma.

"Makan yang banyak," Rigel menyodorkan satu porsi makanan yang dibuatkan khusus untuk Sea. "Cumi ntar aja ya masaknya? Lemes lutut aku." Rigel mendaratkan bokong di kursi sebelahnya sambil meneguk air putih di gelas.

"Kamu nggak makan?" Sea menautkan alis saat di hadapan Rigel tidak

ada makanan apa pun yang disajikan.

"Eh?" Rigel meletakkan gelasnya, lalu menggeleng kecil. "Kamu aja, aku belum lapar."

"Tumben. Busanya pagi selalu sarapan."

Rigel memegang perutnya, "Iya, nih. Tumben ya. Mungkin karena abis makan daging Seyas, jadi kenyang tanpa batas sekarang."

Sea melayangkan pukulan pelan ke wajahnya tanpa mengatakan apa-

apa. "Sini, buka mulut kamu. Aa—".

Rigel terkejut, tidak kuasa menyunggungkan senyum saat Ses menyodorkan sesendok penuh makanan.

"Terima kasih, Ratu," Rigel menerima suapan itu dengan senang bati

"Tapi, cukup satu sendok saja, hamba sudah kenyang."

"Diam, Rei, Kunyah saja cepat makanannya." Sea menyantap dengan

### classagans

hap mesakan yang dibuatkan suaminya. Enak.

yast bibunya masih tersenyum dengan mulut penuh makanan, ponsol gigel tanda pesan masuk bergetat di dekat kulkas. Ia bangkit dari kursi, melihat pop up pesan yang muncul di deretan paling atas layar berasal dari perempuan yang ia temut pagi ini di taman jogging.

Darl Star .

Kak, nanti malam ikut jamuan keluarga nggak? Udah di chat belum samt Mama boat ke romah?

Eh biw, bubur yang tadi pagi enak ya. Lain kali kita keshu lagi. Mau ngsaki Udah lama aku nggak pernah makan bubur ayam M Atau karena makannya bareng kamu, jadi kerasa lebih enak hehe

Rigel meletakkan kembah penselnya tanpa membuka, menatap Sea yang sedang menyantap dengan sangat lahap makanannya. Ia berjalan menghampiri, mengernyat melihat Sea yang hanya memakan satu sisi, sedang sin yang lam dibiarkan masih utuh.

"Yang ini kenapa nggak kama makan?" tunjuk Rigel pada nasi yang dia

anakan, "Asin ya<sup>51"</sup>

Sea bangkit dari kursi, membuat tubuh Rigel menegang melihat dia tiba-tiba menjauhunya.

"Sea, kenapa"" suare Rigel terdengar pamik.

Apa dia tahu yang mengirimkan pesan tadi itu adalah Star?

Lidak lama, dia kembah lagi dengan membawakan sendok baru.

"Makan Sebelah buat aku, sebelah sini bagian kamu. Jangan melewati batas ini ya™ ancain Sea yang telah memberikan batas di bagian tengah pinng dengan potongan wortel.

Sea kembali mendudukkan tubuh di samping Rigel, melanjutkan

sembali makannya tanpa menyentuh nasi yang dia bagi sama rata.

lugel membeku, lidahnya kelu. Membuang muka ke arah lain, Rigel menetralkan detak jantungnya yang sudah tak lagi beraturan. Emosi dan schurch guncangan tak keruan meninju dada. Ia tidak tahu apa yang harus ia akukan sekarang jika Sea bersikap seperti ini.

Sea menyenggol lengannya, mengedikkan dagu ke arah piring. "Cepet

makan nami kamu masuk angin."

Rigel menatap Sea, menelan saliva susah payah. Seperti tercekik, enggorokannya terasa sakit entah karena apa.

Sea, kenapa kamu nggok sedingin biasanya aja biar aku nggok terlalu nerasa bersalah?

Decaksan kembali terdengar di bibir Sea. Dia menyodorkan satu suapan, menyuruhnya untuk membuka mulut. "Sini deh, buka mulutnya ." "Sea, aku— nggah jadi." Rigel tidak menyelesaikan kalimatnya, tahu

mengaku hanya akan membuat momen mereka jadi berantakan.

"Aku. 📪 Sea mengangkat plis, "kenapa?"

Sea, aku sudah kenyang. Aku sudah sarapan tadi pagi dengan perempuan yang akan membuatmu kecewa nanti. Maaf, Sea, maaf, beham bisa jujur sama kamu. Aku nggak mau kita bersengkar, aku mau kita tetap baik baik aja.

Hanya dalam hati, Rigel mengutarakannya

"Aku cuma kebelet. Ke kamar mandi dulu ya. Nanti pasti aku makan"

Dia berlaju, dan Sea tidak ambil pusing dengan itu.

la mengumpulkan cucian piring kotor ke dalam kitchen sink. Sebelum mencaci semuanya, ia terlebih dahulu membereskan belanjaan yang dibeli Rigel di Supermarket tadi pagi Ada telor, sayur-sayuran, daging, sosis, nugget, dan beberapa merk mie instan.

Tersenyum, Sea merapikan semuanya. Entah ada angin dari mana Rigel

belanja tanpa menarik-nariknya ke sana.

Bunyi pesan masuk itu membuat mata Sea langsung teralih pada benda pipih yang diletakkan di dekatnya. Niatnya cuma melirik sekilas, tetapi nama yang muncul di layar itu menyita seluruh perhatiannya. Ada tiga deret pesan, mesing-masing menunjukkan kalimat yang berbeda. Informasi ke mana Rigel pergi di pagi buta, dan alasan mengapa dia ndak merasa lapar sama sekali saat ia menawarkan makanannya.

lelor yang berada digenggaman Sen, tanpa sadar diremasnya hingga remuk menjadi keping pecahan dan berceceran ke mana-mana. Layar ponsel itu berubah hitam, dan suara sayup-sayup langkah mendekati terdengar di

belakangnya.

"Kamu udah makannya?" Rigel menghampiri, terkejut melihat lanta.

telah kotor, "Kamu jatuhin telor?"

Dengan cepat, Rigel mengambil kanebo, dan dengan cepat pula, Sea

merampas kanebo itu dari tangannya.

"Aku saja" Dia berlutut, menunduk dan membelakangi Rigel tanpa banyak berkata kata. Wajahnya tetap dingin, tetapi seperti ada irisan tak kasat mata yang tengah mengoyak hatinya.

Sea tidak tahu, apa yang membuatnya merasa kecewa Rigel yang berbohong, atau fakta mereka masih bertemu diam diam di belakangnya

"Awas, biar aku aja yang beresin, Sea. Nanti tangan kamu bau amis."

Rigel mengambil beberapa helai tisu, berlutut di sebelahnya.

Sea tidak mendengarkan, menggosok lantai itu keras keras hingga nodanya tak lagi bersisa dengan perasaan berantakan.

Sore han, Rigel dan Sea siap-siap berangkat ke rumah orang tuanya.

Sepanjang perjalanan, sunyi, tidak ada yang membuka percakapan.

Seekalt, Rigel menoleh untuk menatapnya yang memahingkan wajah kr hiar jendela. Rigel tidak tahu mengapa tiba tiba Sea jadi begitu dingin Scharian mi, dia kembah seperti Sea biasanya. Dingin dan tak tersentuh. Setelah membereskan dapur, Sea masuk ke kamar mandi dan cukup lama dia menghabiskan waktunya di sana. Selesamya, duduk di depan laptop, bergelut dengan tumpukan kertas yang dibawa dari kantor Saat Rigel berlanya atau metedeki, Sea tidak menjawah. Satu patah kata pun, dia tak bersuara. Rigel berpikir Ses masih sedih karena belum bisa hamil. Atau mungkin dia hanya leian dengan beban pekerjaan, jadi ia berusaha untuk tidak mengganggunya lebih hanyak hari ini dan membiatkan Sea beristirahat dengan cukup

"Sea, kamu kenapa diam-diam aja sih dari pagi?" Rigel memelankan lajuan mobil saat mereka sudah mulai memasuki komplek. "Are we okay? Apa aku membuat kesalahan yang membuat kamu kesal?" la menunggu samutan, dan Sea tetap enggan untuk menoleh ke arahnya

Rigel meraih tangan Sea, mengecup punggung tangannya. "Katakan

sesuatu, jadi aku bisa memperbaikinya,"

"Aku hanya sedang berpikar Red"

"Berpikie? Tentang?" Riger menautkan ahs.

Sea akhtrnya menghadapnya. Mobil herbenti tepat di depan gerbang rumah megah orang tuanya.

"Bertahan, tapi tersakati. Atau pergi, tapi kehilangan "

"Apa<sup>7</sup>!" Rigel nyaris memekik—bingting "Kamu ngomong apa sih?" Gerbang dibuka oleh satpam, sedang Rigel musik lokus menatap Sea. tidak mengerti sama sekali maksud ucapannya

"Sea kita baik-baik aja, kan? What's wrong?" ulangnya memastikan

sekalı lagi

Sea menatap ke depan, melihat keluarga Rigel tengah mengobrol di kursi teman hasaman dan kini melambaikan tangan ke arahnya. Termasuk Star, yang langsung berdiri dari duduknya melihat kehadiran mobil Rigel. Dia sedang memangku anak anjing kecil, mengangkat-angkat tangan anjing ita ke arahnya dengan senyum riang yang memesona.

"Star cantik ya, Rei,"

Rigel tidak mengahhkan mata ke arah pandang Sea. Dia hanya ingin kejelasan maksud dari ucepannya. "Sca, ada apa? Kenapa kamu bilang kayak

gitu? Maksud kamu apa?"

"Bukan hal besar, Rei. Aku cuma sedang berpikir sampai kapan Pernikahan kita akan berjalan kalau hatimu saja masih berada dajam kebungungan. Sampai kapan aku akan dijadikan boneka seksmu ketika kamu

membutuhkan pelampiasan?"

"What the hell are you talking about?!" Wajah Rigel memerah. "Katakan sekalı lagı, and I'll fuck you here, I swear!"

Raut Rigel terlihat sangat marah dan menakutkan.

"Aku sudah bilang, bukan hal besar." Ekspresi Sea sangat datar, dengan

dagu yang dikedikkan ke depan. "Kita sudah ditunggu semua orang"

Rigel menatap ke depan, dadanya turun naik dengan napas yang mendera kasar la berusaha menetralkan amarahnya yang memuncak mendengar penuturan konyol Sea. "Kita belum selesat" la berucap dingin, melajukan mohilnya ke dalam.

Saling diam, keduanya membuka seatbelt. Sebelum keluar membuka portu. Rigel kembah meraili tangan Sea, menatapnya tajam-penuh

peringatan

"Jangan berpikiran yang tidak-tidak, Sea Kamu memang biasa saja, tidak secantik Star, tidak seseksi para perempuan yang kukenal, bahkan lebih banyak kekurangan daripada kelebihan." la menekan nadinya, merasakan detak yang saling bersahutan di ibu jaranya. "Tapi denganmu, duniaku Jadi lebih ramah rasanya. Aku nyaman saat kita bersama."

Sea tidak mengerti apa yang sehenarnya Rigel inginkan. Mengapa dia

begitu rumit?

"Tetap tunggal, jangan pernah berpulat "mtuk pergi"

"Hanya Tuhan yang tahu, Ret." Sea melepaskan tangan Rigel, kemudian keluar dari mobilnya.

Sapaan hangat diberikan oleh kedua orang tua Rigel begitu Sea turun

dari sana. Star tersenyum, menyapa tidak kalah bangat

"Hai. Sea. Bagaimana kabarmu?"

"Sangat back, Star."

"W.h, Sea..." sapaan dari arah teras membuat Sea segera menoleh

"Pak Jimmy," Sea mengangguk kecil, melihat pria blasteran itu mendekat,nya dengan satu tangan memegang jus jeruk.

"Aura pengantin baru masih kentara banget ya, sampe-sampe tanda

merah aja masin kelihatan tuh di lehernya."

Sontak semua mata langsung tertuju pada leher Sea yang langsung ditutupi oleh tangannya. Ia heran, bagaimana dia bisa melihatnya padahal Sea sudah berusaha menutupi dengan rambut.

"Nggak usah malu gitu. Kita semua bukan malaikat juga, kan? Tanda

seperti itu lumrah, Gigit gigit gemas."

"Beda ya kalau bandot tua yang udah berpengalaman bersabda," Rigel menyahuti di belakang punggung Sea. "Banyak dosa nggak usah ngajakngajak. Gue sih bersih, maap aja, Om."

### claugagane

"Berak sekebon aja lo, Rei!" Keduanya saling tos, kemudian berpelukan

"Gue sering banget denger tentang lo. Sok sokan polos. Dengkul kau

vang polos, Rei. Suka nggak tahu diri ya, nggak ngaku dosa,"

Lovely menyuruh semuanya masuk ke dalam rumah saat makan malam sudah terhidang di meja. Dari lantai dua, kepala Rion mungul dan berteriak nyaring. Dia masih berbalutkan handuk dengan rainbut basah yang masih menetes

"Sea udah datang ya? Tunggu aku! Im aku baru selesai mandi."

Sea mendongak, melihat Rion nidambaikan tangan di ujung tangga.

"Ha o Sea. aku ganu baju dulu ya"

"Hai, Ri," Sea tersenyum tipis.

"In. anak kayaknya pengin hanget dikehiri." Rigel mengangkat kepalan keras, "Jangan macam-macam lo."

"Bodo amat." Rion menyahut apans. "Pa, minta gel rambut dong.

Ambilin tolong, Punyaku abis."

"Et dah bocali, lo nyuruh-nyuruh yang bikin lo? Dasar nggak sopan'" Jimmy menyahuti permintaan Rion. "Turun sini, tunjukkin abs lo dong di depan sea. Kali aja dia langsung tertarik dan jatuh cinta."

"Jangan dong, Om. Masz depanku nanti dikebiri orang itu."

"Kamu ngapam malem-malem gini pake gel rambut? Cepetan turun,

nggak usah aneh-aneh!" ujar dis nya jengkel.

"Biar lebih ganteng kali, Ma-Pebinor masa kalah ganteng sama- " Rion langsung berlam masuk ke dalam kamar saat Rigel mengejarnya ke arah tangga.

"Nggak usah diladem Kak," Star buru buru menahan lengannya "Dia

tuma bercanda "

"Sunting tuh anak!"

"Kamu jugu, Rei," gumam Sea dan ia langsung berlalu ke dapur menyusul Lovely dan Ayah mertuanya. Lebih baik tidak melihat sama sekali daripada menyaka kan dua sosok yang menusuknya dari belakang.

"Tadi pagi, Kak Rei jadi ke Supermarket?"

"Ehm, Star, aku lapar Kita gabung dulu aja ke meja ya." Rigel melepaskan tangan Star, kemudian menyusul yang lain ke meja makan Ia tidak ingin Sea mendengarnya. Apalagi kalau orang tuanya tahu komunikasi masih berjalan dengan baik sampai hari ini di antara mereka berdua.

Ron bergabung ke meja makan tidak lama kemudian Rambutnya disisir tapt ke belakang, harum parfumnya langsung menyebar memenulu

thangan\_

<sup>\*Cak, lo</sup> pake parfum segalon, ya?\* Rigel mengibaskan tangan pada area bidungnya "Atau, lo minum parfumnya juga?"

"Bacot, Kak, bacot! Protes aja lu." Seperti seorang pejantan tangguh, dia menghampiri Sea dan meletakkan satu buket kecil bunga mawar merah di atas mejanya.

"Buat kamu"

Rigel hendak meraihnya dengan berapi-api, tapi Sea segera menyauhkan

"Makasılı, Ri," Sea mengambil note di atas bunga itu. Belum sempat membacanya, Rigel mengambil alılı.

Aku ingin jadi cicak yang menempel di dinding kamarmu. Agar bisa memandangi wajah lelapmu.

Tulisnya di sana.

"Bacoti" Rigel meremasnya, langsung melemparkan ke tempat sampah, "Lo kalau nempel jadi cicak di kamar kami, mati berdiri yang ada. Janung lo bisa jatuh ke mata kaki."

"Ngeselin In, Kak™

"Udah, jangan pada berisik aja. Ayo makan, nanti kebutu dingin"

Rigel mengambil biok-pank, keyal masih memenuhi hati melihat Sea menerima secara sukacata buket bunga itu.

"tang ini enak. Stapa yang masak?" puli Rigel saat mengambil potongan

tumis daging sapi dicampur bawang bombay.

"Aku yang masak. Ini satah satu menu di restoran juga. Ala-ala yakiniku gitu". Star mengambilkan sop ikan ke mangkuk kecil, meletakkan di depan Rigel. "Cobain deh yang ini. Menurut kamu gimana"."

Rigel menyendok kuah sup, lalu mencicipi ikannya "Enak Juga. Pia Cuma kebanyakan rempah-rempah, Star Jadi rasa dari ikannya tenggelam."

Seperti hanya mereka berdua, Rigel dan Star membahas satu per satu

masakan yang dibuat olehnya.

"Kalatt di rumah kamu sering masak apa, Sea?" Lovely menengahimelihat Sea yang sangat diam dan terlalu fokus menyantap makanannya.

"Kata Kak Rei Sea nggak bisa masak," Star yang menyahuti. "Iya kan,

Kak<sup>şn</sup>

"Di tumah memang aku yang masak. Sea tinggal makan." Mungkin karena rasa kesal yang masih tersisa, lidah Rigel tidak bisa mengendalikan ucapannya.

Lovely mengerjap, agak terkejut. "Oh. begitu ya. Nggak apa-apa, Sea.

Nanti kamu bisa belajar sedikit demi sedikit,"

"Saya nggak akan pernah bisa melakukannya. Saya tidak terlalu berguna menjadi istri Rei, Ma. Perempuan seperti Star lah yang paling cocok di samping dia. Mereka akan sangat saling melengkapa."

Star dan Rigel langsung terdiam seketika tak ada sahutan yang bas

dikeluarkannya.

### classayans

"Aku sama sekali nggak keberatan," Rigel menatap Sea yang terlihat sangat kecewa atas jawabannya. Tapi, sudah terlanjur terlomtar, ia tidak bisa menariknya juga.

simmy yang melihat ketidakberesan itu, langsung berdeham nyaring

Sea kamu kayaknya gemukan ya? Udah isi?"

Star tersedak, mendengar pertanyaan dari adik Ayahnya. "Hamil?"

"Belum." Sen menggeleng kecil,

"Oh sengaja minda ya?" Lovely ikut nimbrung.

"Ma kami masih mendanati waktu berduaan dulu." Rigel yang menawab, "Kami masih muda juga, Jadi man santai aja."

hea merasa sangat kecil sekarang dan tak berguna. Seharusnya ia tidak pernah berada di tengah-tengah kebuarga mi. Di sun bukanlah tempatnya

Saat tak ada lagi yang bersuara, derap langkah dari arah ruang tamu

saling berkejaran.

"cermon Inan, Nyonya. Maaf mengganggu. Di depan ada orang yang mencari. Dia memohon sambil menangis minta dibukakan pintunya."

jayden dan Lovely bangkit dari kursi, mengernyit, "Siapa?"

"Seorang ibu ibu paruh baya. Katanya mau bertemu tuan Xander dan Nona Star."

Mereka saling memandang, "Suruh dia masuk."

"Siapa, Ma?"

"Nggak tahu Mama juga."

Mereka semua bangkit dari kursi makan, berjalan ke ruang tamu dengan

penasaran alapa yang ingin bertemu malam-malam seperti ini.

Dan di sana ... seorang wanita paruh baya dengan rambut disanggu. yang telah berantakan, rok pamang, dan kemeja lusuh dengan bercak-bercak metah, berlar, cepat ke arah 5tar dengan tangan yang mendekap sebuah map. Semakin dia mendekat, semakin jelas kalau itu ... darah. Bajunya dikotori oleh darah

"Tolong, tolong saya. Tolong selamatkan ibumu, Star Dia sedang kritis sekarang. Dia butuh donor darah. Tolong tolong." Kakinya berlutut di bawah tubuh Star, yang langsung dibentengi oleh Rigel.

"Anda stapa? Mabuk, huh?!" sentak Rigel kesal.

Seolah membeku, otak semua yang mendengarnya rasanya hilang fungsi untuk sesaat saat orang asing itu mengatakan hal yang tidak masuk akal

<sup>8</sup>Star, Tuan Xander, Nyonya Lovely, saya mohon selamatkan sahabat <sup>8</sup>aya. Dia sedang benar-benar kritis Dia harus dioperasi malam ini juga "

Anda apa maksud Anda?! Anda datang ke rumah kami mengatakan hal yang sungguh tidak masuk akal." Jayden menuahkan satpam untuk

mengusarnya. "Kami tidak kenal Anda, Silakan pergi dari sini!"

Dia maju, masih berlutut dan memohon. "Star, dia ibumu. Dia ibu kandungmu. Dia sedang sekarat sekarang -memburuhkanmu. Dia wanita yang melahirkanmu. Dia tengah sekarat Tolong, selamat dia. Dia tidak mem liki siapa-siapa selain kamu."

"Saya yang melahirkannya. Bagaimana bisa?" Lovely menepuk-nepuk dadanya "Saya yang berjuang hidup dan mati untuk membawa anak saya ke

dunia, Saya, Jangan keterlaluan!"

Rumah au begitu mencekam dalam sekejap mata. Tidak ada yang

bergerak, terlalu terkejut dengan semua omongan wanita itu.

"Anak Anda , anak Anda telah meninggal sast dibawa ke ruang NICU, Nyonya, Kami - kami perawat di sana. Kami yang membantu Anda melahirkan,"

Air mata Lovely berjatuhan deras, menggeleng tak ingin percaya "Usir

dia, Usir dia!"

Tangan Stor terasa dingun, meringkuk di belakang punggung Rigel dengan ketakutan. Saling menggenggam, kedua tangan mereka terjalin erat.

"Jangan muan-muan, atau saya laporkan Anda ke polisi" Rigel menyentak

begitu nyuring. "Bawa dia pergi!"

Kedua satpam langsung menarik tangannya di sisi kiri dan kanan.

"Star, tolong, Star. Die membutuhkanmu. Tidak apa apa jika saya harus dipenjara, tapi tolong ... tolong bantu dia. Dia membutuhkan donor darah."

Lovely memalangkan wasan, Star masih sulit percaya apa yang tengah dikatakannya. Air matanya berjatuhan bak air bah yang tak henti hentinya mengalir.

"Ibuku ada di sini. Ibuku Lovely Ariana. Aku tidak memiliki ibu lain."

Suare Star tercekat, duringlusak yang hebat.

"Star Galexia Alexander, lahir di Rumah Sakit Pelita Kasih dengan berat 1200 gram secara prematur, Golongan darah AB negatif."

Tepat. Semua info itu tidak ada yang salah satu pun.

Star bergolongan darah AB negatif, berbeda dari Lovely maupun jayden. Tapi, itu masih memungkinkan karena keduanya bergolongan darah A dan B. Pemiliknya sangat langka. Setiap rumah sakit memiliki stok yang sangat terbatas karena bahkan di seluruh Asia, hanya sekitar 1% dari total golongan darah AB negatif yang ada.

"Bulan Juli tahun-lepaskan! Tolong, Star, saya mohon tolong sayalolong selamatkan ibumu." Dia memekik nyaring, suaranya serak nyaris

habis.

Star pun menangis, Rigel membawanya ke dalam pelukkan dan mendekap tubulunya begitu erat.

# clarizayani

"Bawa dia pergi! Bawa dia pergi, stalan!" Mata Rigel memerah,

menitahkan satpamnya agar segera menyeretnya keluar.

"Hey, jangan kasar-kasar," Jimmy memberikan isyarat—tidak tega walati dia biang keributan malam ini. Semuanya terlalu syok bahkan untuk bernapas saja kesulitan.

"Semua rumah sakit sudah ditelepon, tapi persediaan tidak cukup. Tolong Star. Tolong dia. Lepaskan! Lepaskan!" Map yang sedari tadi dia

genggam, berhamburan ke lantai.

Foto-foto kecil Star yang diambil secara candid tersebar di lantai. Dari saat ia Bayi di dalam inkubator, SD, SMP, sampai saat dia wisuda di SMA. Foto itu diambil dari jarak yang sangat jauh, sehingga tidak terlalu jelas. Tapi bahkan, tanpa melihat dua kali, sudah jelas kalau itu Star.

Sea tiba-tiba menghampiri, mengempaskan kedua tangan satpam yang

menyeretnya.

"Sea, apa yang kamu lakukan?!" Rigel berteriak, agar dia menjauhi

orang asung itu.

"Dia butuh bantuan. Jika kalian tidak bisa membantunya karena realita yang berbanding terbalik dengan kenyataan yang kalian tahu selama ini, setidaknya bantu dia sebagai manusia. Tolong, bantu dia. Saya mohon, dia hanya ingin orang penting dalam hidupnya hidup lebih lama."



"Aku sudah menemukan panti yang layak untuk menilipkan anak itu," ucap seorang pria sambil mengepulkan asap rokok di udara. "Besok, bawa dia ke sini. Aku juga sudah menyuruh orang untuk membawanya pergi dari sini."

Angin yang berembus kencang dari ketinggian Rumah Sakit, membuat jas dokter yang dikenakannya melayang-layang ke belakang Saling memberi jarak di antara tuhuh mereka, perempuan cantik di sebelahnya yang berpakaian perawat itu menatap hancur laki-laki yang dicintainya Wajahnya dilinangi air mata, sembab dan tampak berantakan.

"Kamu yakın akan melakukan ini pada anak kita? Darah dagingmu sendiri?" Dia mengikis jarak, mengusap air matanya. "Kamu yakın akan

melakukan im?!"

Laki laki itu mengetatkan rahang, melemparkan rokok yang diisapnya ke lantai atap dan menginjaknya sampai melebur di sana. Tubuh tinggi dan mata coklatnya menatap dingan, mencengkeram bahunya

"Aku sudah katakan untuk menggugurkan kandungan sialanmu dari awal! Kamu hanya merepotkan diri sendiri dengan membiarkan anak itu

lahir Kamu tahu aku tidak mungkin bisa bertanggung jawabi"

Perempuan itu terisak hebat, bulir bening layaknya air bah tak sanggup lagi disembunyikan di hadapannya. "Aku tidak bisa melakukannya Dia buah cinta kita. Dan aku pikir ... aku pikir setelah kamu melihatnya, kamu bisa menerima kehadiran anak itu."

Tububnya direndahkan, terlihat mendominasi. "Amelia, aku sudah beristri. Aku sudah berkeluarga. Arin sedang hamil besar sekarang. Kamu tahu, aku akan segera menjadi ayah dari dua anak. Aku tidak mungkin mengecewakan dia. Aku tidak mungkin menerima kahan lebih dari itu."

# clarisayanı

Sungguh menyakitkan mendengar fakta itu. "Mas...,"

Dia agak menjauh, kembali memberikan jarak. "Kami akan pindah ke Belanda tidak lama lagi. Aku akan pindah tugas ke sana. Tapi sebelum itu. "" tatapan aetajam elang, tersorot padanya, "aku ingin anak itu lenyap tanpa etak. Aku tidak mgun dia mengacatikan kehidupanku dan keluargaku di masa depan."

"Kamu egois!" sentaknya. "Kamu brengsek, Damian, kamu brengsek!"

Cengkeraman di wajahnya terasa begitu menyakitkan, "Kamu juga cuma perempuan kutor yang mau saja dijadikan tempat singgah sementara Jadi, berhenu sok suci. Bawa padaku bayi itu besok pagi, Atau, akan aku lenyapkan dia dengan kedua tangunku sendiri"

Wajah munus dan rumah yang Amelia kenal selama ini, hilang tak berjejak. Dokter yang dijadikan idolu oleh kebanyakan pusien dan teman sejawatnya, tak sebaik kelihatannya. Dulu, Amelia merasa jumawa ketika dia memilinnya dari banyaknya perempuan yang memberi sinyal- meski hanya dijadikun teman tidur ketika dia bosan dengan istrinya. Tapi sekarang, karma thi menamparnya. Luki-laki yang ia pikir sempurna nyaris tak memiliki cela, beruhan menakutkan. Dia tampak seperti monster, mencengkeram rahangnya sampar ta muti rasa

"Ke-keadaannya belum stabil. Dia masih harus dirawat secara intensif di dalum inkubator" Amelia menggeleng geleng tak setuju. "Tolong, berikan uku waktu sebentar lagi untuk merawatnya. Dia bisa mati tanpa penopang semua

"Hagus Itu yang aku harapkan," ucapnya santai.

Plak

Tumpuran keras melayang pada pipinja. "Dasar iblis! Brengsek!"

Dengan amurah yang tak lagi terkendali, laki-laki itu mendorongnya sampat sa terhempas kencang ke belakang Tubuh Amelia yang ringkih pusca meluhirkan secara prematur satu minggu lulu, harus menahan nyeri di sekujur

Bawa dia ke sini besok, atau selamanya kamu tidak akan pernah melihat dia! Saya tidak main-main jika itu menyangkut keluarga saya." Kaki Panjangnya melangkah keluar dan meninggalkan tanpa perasaan Pintu atap tu ditutup begitu kencang dari dalam.

Kecuali raung tangisan, Amelia benar benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tulak mungkin membawanya pulang ke rumah dan mengenalkan pada keluarganya Ia tidak ingin membuat Ayahnya yang tengah sakit kerus harus menerima kenyataan kalau hidupnya tak lebih kotor dari tumpukan

#### odducted

"Mel, gimanu? Lo uduh bicara sama Damu?" tanya sahabatnya sejak SMA.

Amehu mengangguk kecil, sambil menatap anaknya yang tengah terlelap. Di tubuhnya, terpasang banyak alat untuk penopang kehidupan. Bayi tak bernama ini secara diam-diam ditempatkan di salah satu ruangan yang telah Damian slapkan. Dia sangat kecil, tetapi masih bertahan untuk tetap hidup di dalam inkubator ini.

"Dia tetap ingin menyingkirkan anak ini" Ameha berlutut di iantai, kembali menangis. "Gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin Gue bingung, Ran, gue bingung Damian udah mencarikan pauti yang cocok, dan dia nggak akan pernah ngasih tahu di mana nanti anak ini akan ditempatkan. Dan gue gue nggak mungkin bisa buwa dia lari dari sini dan merawatnya seorang diri. Gue juga nggak mungkin bawa dia ke rumah. Lo tahu keadaan keluarga kami sekarang,"

"Terus ... gunana?"

Sebetum menjawah panggilan tugas di ponsel menitahkan agar mereka segera datang untuk membantu Dokter yang sedang menangani pasien melahirkan.

"Dokter menyuruh kua untuk segera masuk ke ruang persalinan. Ibu Lovely—istri dari keluarga Xander kritis."

Amelia mengusap air maianya sampai kering, "Bukannya baru tujuh bulanan?"

"Mungkin prematur juga kayak elo. Kondisi dia dan bayinya juga memang udah lemah dari awal. Gue nggak yakin anaknya bisa ketolong" Sahabat baiknya membantu membangunkan "Ayo siap-siap. Kita pikirkan lagi setelah selesai."

Sesual dugaan, proses persalman istri salah satu konglomerat di Indonesia itu begitu sukar dan tampak menyakitkan. Satu anaknya sudah lahir dengan selamat meski sempat tidak bernapas. Dia segera dilarikan ke ruangan NICU oleh suster lain. Sementara untuk yang satu lagi, masih belum bisa dikeluarkan karena kondisi sang ibu telah kehilangan kesadaran dan dalam keadaan kritis.

"Sayung, saiah satu anak kita selamat. Rigel, dia menangis. Dia pasti

haus, dia pasti akan mencari ibunya. Kamu bangun Love, bangun."

Amelia menatap dengan iri laki laki yang berada di sisinya, tampak begitu takut akan kehilangan sosok istrinya. Dia mencengkeram tangannya begitu erat, menangis dan terus berusaha membangunkan. Terlihat jelas, dia sangat mencintannya. Sedang satu laki-laki lainnya yang menemani duluan terduduk kosong di lantai, terlihat tak kalah kacau.

Dia sangat dunginkan. Berhanding terbalik dengan kondisinya sast

#### clarisayani

melaturkan anaknya. Berjuang sendiri, bahkan jikapun mati mungkin tidak akan ada yang menangisi. Anak mereka pasti akan dipenuhi oleh kusih sayang—melihat perjuangan sang ibu dan bagaimana kerasnya tangisan sang Ayah yang meraung tak berkesudahan.

\*Kami hurus melakukan operasi untuk mengeluarkan satu lagi putri Anda Ibu Lovely kehilangan kesadaran. Kami perlu berkonsentrasi silakan kalian keluar" Dokter mengecek kondisinya terlebih dahulu, kemudian bersiap

melukukan operasi caesar.

Kurang lebih tiga puluh menit, bayi itu telah berhasil dikeluarkan Tapi, tidak berbeda juuh dengan kondisi saudaranya, bayi kecil itu kritis, bahkan sebih kritis. Beberapa kali diberihan pertolongan, tidak juga merespons. Dan saat tekanan terakhir di jantungnya, baru dia bisa bernapas meski sangat pelan.

"Dok, saya tidak yakin dia bisa bertahan." Rania berucap sambil menempatkan dia di tempat bayi agar tubuhnya tetap hangat selama

perjalanan.

"Saya tahu. Cepat bawa dia ke ruang NICU saja. Ibunya pun kritis."

Ranta dan Amelia yang dititahkan membuwa secepat mungkin bayi itu ke ruang NICU. Sedang beberapa perawai dan Dokter kembali fokus untuk

menyelumatkan kondisi sang ibu.

Bahkan ketika napas mereka saling tersengal, Rama dan Amena yang terus mengecek kondisinya sepanjang perjalanan, tetap saja tak bisa membawanya tepat waktu. Napasnya sudah tidak ada. Detak telah menghilang dari tuhuh kecilnya. Pucat dan dingin menyebar dengan cepat ke seluruh permukaan kulitnya.

Ransa menggeleng. "Dia meninggal. Gue sudah yakin anak ini nggak

akan selamat "

Amelia menatap lekat bayi mungil itu, yang hanya merasakan dunia untuk sesaat, sebelum kembali berpulang dengan sangat cepat. Bahkan sebelum dia sempat bertemu dengan ibunya yang kini tengah berjuang antara hidup dan mati.

"Kita harus segera informasikan pada mereka." Rania yang baru saja akan berbahk, seketika tangannya langsung ditahan dengan sungat erat oleh

Amelia.

"Tolong, jangan!" Tiba-tiba saja dia berlutut di bawah kakinya, memegang tangan Rania, "Ran, gue ingin anak gue mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua otang tuanya. Gue ingin dia memiliki kehidupan layak dan sempurna. Gua ingih dia hidup di tengah keluarga yang nggak akan pernah kekurangan."

"Maksud lo?" Rama mengernyit bingung "Anak mereka sudah meninggal. Dia udah tenang di surga Nya. Tapi

#### adduted

anak gue - anak gue membutuhkan kehidupun. Dia membutuhkan keluarga yang bisa memberinya kasih sayang."

Ransa mundur, wajahnya pucat pasi mendengar ucapannya. Dia mengecek ke belakung—lewat jendela ruangan memastikan tidak ada siapa pun di sekitar sana. "Maksud lo ... apa? Jangan bilang lo berpikir untuk. "Dia segera menggeleng tegus. "Nggak! Jangan gila. Kita bisa membusuk di penjara

kalau sampai ketahuan. Jangan sinting lo."

Amelia memeluk kedua kakunya, terisak hebat "Damian ingin membunuh anak gue kalau besok pagi gue nggak menyerahkan. Damian ingin menempatkan dia di panti yang nggak gue tahu di mana, dan bagaimuna tempatnya La tanu, kenidupan panti itu seperti apri Meski mereka memiliki banyak mainan, banyak makanan, tapi mereka kekurangan kusih sayang. Gue nggak bisa bayangin anak gue rentangin tangan kecilnya, menangis menyedihkan hanya untuk sekadar dikasih pehikan. Diangkat dari boksnya dan dipangka oleh orang asing yang datang berkunjung ke sana."

"Mel, lo tahu keluarga itu, bukan? Xander, Mel, Xander! Mereku berkuasa di negura ini. Mereka bankan bisa menggugat rumah sakit ini kalau mau. Lo

jangan gila. Kita beneran bisa membusuk di penjara."

"Gue tahu. Gue tahu..." Amelia tetap tak melepaskan. "Gue tahu mereka keluarga terpandang, makanya gue berhutap unak gue bisa hidup di antara mereku. Ayar dia hisa duput kehidupan jauh lebih layak. Dan gue akan memastikan, nggak akan pernah ada yang tahu kecuali kita. Tolong, tolong gue. Ran. Gue mohon In sishahai gur. Gue cuma punya elo yang paung gue percayat at dunia int. Tolong, tolong gue, Ran. Tolong."

Kedua mata Rania menjutuhkan bulir bening. Dadanya berdentam nyaring saat sahabat terdenainya menangis dan memeluk kakinya dengan

putus asa.

"Iolong gue Bantu gue, Ran. Gue hanya ingin darah daging gue memiliki kehidupan layak. Gue hanya ingin dia duput kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya. Gue mohon, bantu gue. Gue mohon....!"

Dia menangis, terus mengulang permintaan putus asanya, sampat akhirnya Rania berlutut dan memeluk erat tubuh sahabatnya. "Oke. Gue akan huntu lo."

....

"Sea, menjauh dari dia sekarang juga!" peringatan Rigel untuk kedus

kalınya mengudara nyarıng di antara kısıdıran yang mencekam.

"lika kalian merasa memiliki hati, seharusnya menolong sesama menjadi bigas kita semua. Orang itu sedang kritis, dan dia memohon pertolongan Suara Sea tak bernada. Dingin, tapi terdengar tegas.

## clarisayans

Andaikan golongan darahnya sama, sudah pasti ia akan segera menyodorkan tangannya untuk diambil sebanyak mungkin agar satu nyawa itu bisa diselamatkan. Tapi, sialnya, ia memiliki golongan darah yang berbeda. Yang dibutuhkan di sana adalah Star. Tapi perempuan itu bahkan enggan untuk menatapnya, tenggelam dalam dekapan suaminya.

Tangan perempuan asing itu menggenggam erat tangan Sca, pipinya telah basah oleh air mata. Saya mohon, nak, tolong sahabat saya. Setelah dia bisa dioperasi, setelah keadaannya stabil, tidak apa jika kalian ingin

memproses kasus im."

Besasan tahun berteman, Rania sudah begitu dekat dengan ibu kandung Star. Dia sudah seperti keluarganya sendiri. Sekarang, Amelia tidak lagi memilih siapa pun di dunia ini kecuah dirinya dan anak kandungnya. Dia memilih tidak menikah karena trauma yang pernah dialami. Dan Rania yakin, saat keadaannya telah siuman—pika Tuhan mengizinkan—Amelia pasti akan marah padanya karena telah membongkar kebenaran ini dan merusak kebahagiaan mereka 'tapi. Rania tidak memilik, pilihan. Kedua orang tuanya telah meninggal beberapa tahun lafu, dan dia anak satu-satunya di keluarga itu.

"Sea, kamu tahu dia hanya orang asing yang mengacaukan momen keluarga kita. Jangan gila dan bertingkah seperti pahlawan kesiangan!" Rigel sekah lagi meninggikan suara—semakin geram melihat istrinya tak berkulik di hadapan wanita asing itu dan bersikeras membelanya.

Sea menatap Rigel, satu tangannya terkepal kuat. "Apa kamu balikan mengert, arti kata 'gila yang kamu maksud?"

"Apa" "Rigel mengernyit tak mengerti.

"G la adalah kalian yang menjalin hubungan di belakangku" Sangat pelan, Sea bergamam, ia segera mengalihkan pandangan, muak harus berlama-lama tampak menyedihkan di antara dua orang yang saling berusaha menguatkan. Sungguh, ia benci merasa diasingkan la benci ketika ia disalahkan untuk sesuatu yang tidak ia lakukan.

R gel mengerjap, tidak yakun apa yang baru saja ta dengar. "Ap-apa" <sup>50</sup>aranya melembut, menatap Sea tak kalah lekat "Hubungan apa, Sea?"

Rigel hendak menghampiri, tapi Star segera mengeratkan lingkaran tangannya di pinggangnya, masih tergugu di dada Rigel. Wajahnya pucat, ditampar oleh kenyataan bahwa ia bukanlah bagian dari kehiarga ini. Sulit untuknya jika kenyataan bahwa ia bukanlah bagian dari kehiarga ini. Sulit untuknya jika Rigel tidak bersainanya untuk membermya sebuah penopang.

Kak, aku mohon tetap di sini. Aku bingung. Aku takut Aku tidak kenal

siapa dua."

Hanya dari ekor mata, sialnya Sea masih bisa melihat pemandangan

yang tak diharapkan itu ada. Entah sejauh mana drama ini akan berjalan. Ja

benar benar lelah dan ingin semuanya segera usai.

"Star takut sama darah. Dia hdak akan kuat harus diambil darahnya. Dia bukan kamu yang sudah terbiasa dilukai dan babak belur, Sea. Aku tidak akan membiarkan dia dilukai oleh jarum suntik mana pun!" Rigel sama sekali tidak berniat menyakiti hati Sea dengan kalunat itu, tapi saat wajah Sea kembali beralih dan menatapnya, mata Sea memerah dengan napas yang tak beraturan.

"Anda pikir saya juga mau disakiti seperti itu?" Suaranya nyaris tidak terdengar, sangat parau dan dalam. Meski tidak ada air mata, Sea menunjukkan kesakitan yang tersorot ielas dari sepasang netranya "Star tidak boleh tersakiti hanya karena jarum suntik, dan Anda menyamakan kesadaan saya hanya karena dia tidak pernah terluka? Jika darah saya bisa membantunya, tanpa berpikir panjang, saya sudah pergi ke rumah sakit!" Sea membantah di ujung kalimat

Mendengar sentakkan Sea, semua orang terkejut luar biasa. Dia selalu terkendali Baru kali ini buncahan emosilah yang mengendalikannya. Bahkan tanpa sadar, Rion bertepuk tangan pelan taat mendengar dia hilang

kesabaran seperti Iru.

Diam terkhat keren, marah pun masih demikian

"Sea, bukan itu maksadka Bukan seperti itu". Rigel berasaha menjelaskan lebih pelan, tetapi dia memalingkan wajahnya bahkan tubuhnya

ikut membelakangi seperuhnya.

Sea memaksakan senyum, menepuk punggung tangan ibu itu berulang kali—entah siapa yang berusaha dikuatkan Tangannya yang dingin mencengkeram dengan tulus, wajahnya pucat pasi, meminta penuh permohonan. Walau hatinya seolah menyempit dan terasa sakit, bibir Sea disunggingkan agar dia tidak perhi khawatir.

"Bu, saya bantu carikan pendonor darah yang cocok ke Rumah Sakit lain. Saya akan minta bantuan Kakak saya, Dia memiliki banyak kenalan. Percuma ibu memohon di sini, tidak akan ada yang sudi menolong. Semuanya terlalu egois untuk sebentar saja mengesampingkan perasaan mereka "

"Terima kasih, nak. Terima kasih." Sambil menangis dengan tangan

bergetar, dia mengucapkannya berulang kali.

Seaberjongkok, merangkak di antara kaki mereka untuk mengumpulkan semua foto yang berserakan di lantai, kemudian memasukkan ke dalam map. Dia menyerahkan map itu langsung didekap erat oleh ibu itu di dada.

"Ayo, kita keluat." Seu mengelus pelan punggung ringkihnya, menuntun ke arah pintu keluar sambil mengeluarkan ponsel dari saku celana dan menghubungkan pada nomor satu-satunya yang mungkin bisa membantunya.

### clarifagani

la mengesampingkan segalanya, agar nyawa itu bisa diselamatkan.

"Halo, Kak" Bisa. " Belum selesar Sea mengucapkan, ponselnya telah beralah tangan dan terhempas keras ke dinding—hancur berantakan di lantar

"Rei, kamu apa apaan?!" Jayden yang menyentak di belakang Sedang

Sea menatap Rigel penuh permusuhan.

"Stapa yang ingin kamu hubungi, huh?"

Sea menoleh lewat bahu, membalas tatapan itu tanpa gentar "Kakakku. Mau apa kamu?"

"Katakan sekali lagi, siapa" Rigel membalik tubuh Sea sepenuhnya dan menatapnya tajam. Suaranya bernada rendah, tetapi terdengar begitu mengancam.

"Star, tolong dia. Bantu dia." Lovely bersuara di belakang tubuhnya,

melshat keributan semakan menjalar ke mana-mana.

"Tapl, Ma...,"

". idak apa apa, sayang. Pergilah dan bantu dia. Dia membutuhkan pertolonganmu." Sangat lembut, Lovely meminta Star agar ikut ke sana "Mama akan menyusul kalian ke Rui iah Saku."

Sea membuang muka, merunggu persetujuan mereka. Ia tidak lagi pedua hagaimana kondisi hatinya sendiri Ia hanya ingin nyawa itu tertolong. Sudah cukup ibunya saja yang dulu berteriak meminta pertolongan di villa, dan tuhuh Sea ditahan oleh semua orang di luar agar tak meneroboa ke dalam koharan api hingga dia meregang nyawa. Hingga suara itu tidak lagi terdengar di antera keramajan.

Rigel menghampiri Star, menggenggam kedua tangannya seraya menyeka air matanya. "Tidak apa-apa. Ada aku di sini Aku akan menemanimu setama prosesnya. Kamu bilang selama ada aku, kamu tidak akan takut terhadap apa pun, kan?"

Sangat lembut, Rigel memberi Star pengertian. Dan sangat lembut juga,

uka itu merambati hati Sca secara diam-diam

Ah., seharusnya Sea tidak terlalu terbawa perasaan la baik-baik saja. Disakiti seharusnya bukan lagi hal asing bagi kehidupannya. Ia sudah siap.

Tangan setengah keriput itu yang Sea genggam, diusapnya dengan kelembutan—padahal ia pun kini merasa berantakan. "Tunggu ya, bu, sebentar saja."

lelaki )ang dicintaanya dengan netra yang digenangi air mata. "Janji, kamu akan menemaniku di sana?"

Rigel mehrik Sea yang tidak bergeming, bersisian dengan orang asing

itu. Tentu. Aku tidak akan pernah ke mana mana."

Tubuh Star kembali tenggelam dalam lingkup hangat Rigel, mencari

ketenangan dalam dekapannya.

"Jika sudah selesai acara saling menguatkannya, bisa kita berangkat sekarang? Ada nyawa yang sedang menunggu diselamatkan" Melihat Star yang masih menempel dengan lekat pada tubuh suaminya, Sea menghela napas pelan. "Biar saya yang menyetir ke sana. Mana kunci mobilnya?"

"Sen bisa bawa mobil? Keren..." Rion bercicit di sudut ruangan yang

sedari tadi bungkam.

Jimmy berdeham, "Uh, man pake mobilku saja?"

Rigel menatap Sea heran, baru tahu kalau dia bisa menyetir juga "Mobilku saja," Ia menyodorkan kuncinya pada Sea, sedang tangan Star masih setia memeluk lengannya dengan gemetar. "Kamu beneran bisa bawa mobil?"

Sea tidak menyahut dan meraih kuncinya, menuntun ibu itu keluar dari rumah megah orang tua Rigel ke arah mobil yang terparkir di halaman, la ticak sama ackali sudi menatap ke arahnya, dan Rigel pun tak lagi bisa protes

karena Star lebih membutuhkannya sekarang

Di setiap helaan langkah, Rigel memerhatikan semua gerakan Sea. Jujur Rigel sangat takub melihat bagaimana dia memperlakukan si pengacau ita. Dia membukakan pintu penumpung bagian depan, lalu memasangkan seatbelt. Kehalkan itu mengingatkan Rigel pada momen beberapa tahun silam saat melihat Sea membamu menyeberangkan jalan untuk para pengamen kecil di tengah lalu lalang kendaraan.

Sea dudak di jok kemudi, disusul oleh Rigel dan Star yang berada di juk

penumpang.

Pelukan itu tidak saling terlepas, bibir Star terus menangis tanpa nenti hingga mobi, keluar dari gerbang kediaman. Sea berusaha untuk mengeru bagaimana posisi Star Sea berusaha memahami hancutnya hati Star menghadapi kenyataan yang telah dibeberkan. Ia pernah di posisi itu dulu. la hancur Bedanya, tidak ada satu orang pun yang sudi memberanya sedarit kekuatan. Bahkan tubuhnya harus bahak belur setiap hari ketika jiwanya masih sangat terguncang.

Sekitar satu jam perjalanan, mobil telah sampai di lobi Rumah Sakit besar itu. Mereka bersiap-siap keluar. Rigel menuntun Star, yang terbhat

sudah tak terarah

"Kak, semuanya akan baik-baik aja, kan?" [antungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya.

Rigel merapikan rambut Star, tersenyum hangat dan mengangguk pasti.

"Semuanya akan baik baik saja. Aku jamin itu"

"Kamu nggak ikut turun?" tanya Rama pada Sea. Sea buru buru mengalihkan pandangan dan kaca spion dan menatap

# classayani

ibu itu. "Nanti saya ke sana. Saya parkir mobil dulu di basement."

Sekali sagu tangannya diraih Rama dan diusapnya dengan lembut "Jerime kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih"

"Semoga operasinya berjalan dengan lancar" Tenang, Sea mengucapkan

sertya menyunggingkan senyum.

Ketiganya keluar dari mobil. Star turun, dan kakunya langsung ambruk begitu ditapakkan ke lantai.

Rigel langsung menyangga tubuhnya, terlihat panik. "Star, are you

okay?"

"Kak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa..." Dia tensak, seraya memukul kakinya sendiri yang tiba tiba terasa kaku "Aku tidak bisa, Kak!"

Rigei mengangkat tubuh Star, menggendongnya ala bridal "Kamu bisa.

Kamu kual, sweety."

Seperti pistol yang ditembakkan pada kepala Sea hingga otaknya harcur, tubuhnya membeku seorah tak memiliki fungsi untuk digerakkan. Punggung tegap itu telah menjauhi mobil, menjadi pusat perhatian semua orang sampai ketiganya tertelah oleh jarak.

Ketenangan yang semula coba Sea pertahankan, runtuh saat dirinya hanya sendirian. Di setir kebada, tangamasa bergetar hebat, jantungnya berdentam menyakitkan Bukan hanya mereka yang terkejut mendapati kenyataan ini, bukan hanya increka yang merasa dumanya runtuh ditampar oleh kenyataan ini, ia juga. Ketakutan yang dulu sa katakan, kini telah menjadi kenyataan ini ia juga. Ketakutan yang dulu sa katakan, kini telah menjadi kenyataan. Sekat yang dulu memisahkan di antara keduanya, kini telah menghilang tak bersisa. Mereka bukan saudara, dan cinta keduanya sadah tidak lagi dilarang oleh semesta

Sea tertawa pelan, mengusap wajahnya dengan kasar Lucu, mengapa a harus merasa sekacau ini hanya karena si brengsek itu. Sebentar lagi, bosisinya sudah tidak lagi dibutuhkan di sisi Rigel. Ia harus bersiap stap untuk pergi dan tak merengek minta dikasihani. Sebentar lagi, semuanya selesai, Benar-benar selesai.

Suara klakson di belakang, membuat Sea segera melajukan mobilnya ke depan,

甲基甲

fa menyandarkan kepala ke sandaran jok mobil, menatap kosong kegelapan yang mengitari. Cukup lama, Sea di sana tanpa pergerakan.

Sea tersentak kaget saat getaran ponsel di jok belakang membuyarkan amunan. Ia menoleh ke sana dan merangkak, mengambil ponsel Rigel vang ketinggalan dan tergeletak di atas jok yang tadi ditempatinya Nama Rion tertera, memanggil kedua kalinya saat panggilan pertama ragu untuk

Although Residence

diangkat Sea.

"Halo Kak Rei!"

"Halo, Ri?"

"Loh Sea? Kak Rei ke mana?" suara Rion yang semula memekik, berubah lembut "Aku cuma mau ngabarin kalau Mama juga dilankan ke RS. Dia pingsan. Mungkin sekarang sudah sampat. Dia ada di lantai tiga. Aduh, hipa, ruang rawat map berapa!"

Sea membulatkan mata, buru-buru melepaskan seatbelt. "Oke. Aku

akan segera ke sana."

"Tolong kasih tahu ke Kak Rei ya?"

"Iya." Sea menutup panggilan, buru-buru keluar dari mobilnya.

Ia berlarian cepat, dan hanya selang satu menit, mobil Range Rover yang hendak masuk ke arah parkiran, menabrak Sea hingga tubuhnya terhempas cukap jauh dan membentur ubin. Decitan ban itu bergesekkan kerasberhenti mendadak melihat sosok yang tiba-tiba datang dari arah depan.

Meringkuk, kedua siku Sea menahan agar wajahnya tidak langsung herbenturan dengan lantai basement. Napas Sea terputus putus berusalia

bangkit sekuat tenaga dari pomsinya.

"Ayo sialan, bangun, Kamu tidak apa-apa. Ayo bangun!" Sea men njulantol, saat kakinya bergerak kesulitan. Napasnya tak beraturan, menahan perih yang kini mulai menerpa luka di bagian lutut dan sikunya "Bangun, See, bangun!"

la tidak boleh lemah. Ia tidak apa apa. Ia harus bangkat sendira, kembali tegak berdiri. Ia selalu dihancurkan, dan ia selalu bisa bertahan. Bukan ipa-

apa. Ini hanya tentang waktu dan ia akan sepenuhnya baik-baik saja.

"Hey Nona, Anda tidak apa apa?" Lelaki muda dengan kemeja puth digulor g sesiku itu menghampiri, tampak panik. "Maaf, saya tidak melihat. Ayo, saya antar ke dalam untuk diobati." Dia berbicara dengan cepat, hendak membantunya

Sea menumpukan siku, menahan beban tubuhnya dan bangkit dengan segera. Keringat membasahi dahinya, wajahnya ditutupi setengahnya oleh

rambut yang berantakan.

Si penabrak itu memegang langan Sea, membantu agar Sea banguri dari posisi itu sepenuhnya. Dia bahkan nyaris geleng kepala saat perempuan berekspresi dingin itu terus berusaha untuk bangkit sendiri dengan darah yang mengucur di lutut dan sikunya. Dia tidak bersuara, padahal punya hak untuk memakinya.

"Saya akan bertanggung jawab penult. Maaf, tadi benar benar tidak kelihatan Saya parkirin mobil dulu sebentar. Tunggu ya. Biar diobati manti

lukanya sama dokter. Jangan ke mana-mana,"

clasizayani

"Tidak perlu. Saya pergi." Terpincang pincang, Sea meninggalkan.

"Hey, saya akan tanggung jawab. Tunggu sebentar. Saya cuma mau parkirin mobil biar nggak di jalanan." Dia baru saja akan menyusul, tetapi mobil lain yang baru akan masuk mengklakson dari belakang. "Aish, stal!"

Lelakı itu masuk ke dalam mobil, dan saat keluar, perempuan asing an telah menghilang dengan cepat dari basement parkiran entah ke arah

mana

694

Sea mencari ruangan yang dimaksud Rion. Salah satu perawat di sana

memberitahu di mana ibu mertuanya dirawat.

Mengetuk, ia langsung masuk ke dalam. Di ruangan berukuran besar kyaknya kamat hotel. Lovely berbaring lemah di atas ranjang dengan kedua mata yang rapat terpejain. Selimut putih tebal melingkupi tubuhnya yang tampak lemah. Ada Jimmy dan Jayden yang menunggu di sana. Raut panik menghiasi wajah keduanya.

"Fa," Sea berauara, menyapa pelan: "Bagaimana keadaan Mama!".

Jayden mengangguk kecil, dengan kedua tangan yang menggenggam erat tangan latr nya. "Dia hanya terlalu syok. Iapi sekarang, keadaannya audah stabil."

Sea mendekati, berdiri tanpa bersuara lagi. Wajar jika dia merasakan syok yang hebat setelah pengakuan tiha-tiha itu. Sea pun merasakan hal yang sama ia terkejut luar biasa. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana hencurnya perasaan Lovely mengetahun anak kandungnya telah meninggal dan yang selama ini diurusi entah anak siapa. Tidak seperti dirinya yang dipungut dengan sengaja-meski nasib dicunya dan Star nyaris sama-tapi kasus mereka berbeda. Lovely tidak pernah tahu kalau Star bukan anak kandungnya. Sementara dirinya dirawat karena mereka menginginkan anak perempuan hadir di keluarga Hardyantara.

"Sca, lutut kamu kenapa?" Jimmy yang pertama kali menyadan, saat <sup>80bekan</sup> celana jins di bagian lutut itu menampilkan darah segar yang masih

belum berhenti mengucur keluar. "Itu siku kamu juga berdarah?"

Sea menyembunyikan, menurunkan celananya sedikit untuk menutupi

luka, "Saya Jatuh di depan."

"Kok hisa sampe parah kayak begitu" Jimmy bangkit dari sofa, mendekan Sea. "Biar saya panggilkan dokter untuk membersihkan luka kamu, Itu parah banget loh. Takutnya malah inteksi"

Terima kasih. Saya tidak apu apa, Pak. Nanti saya obati sendiri"

Benat, Sea, cepat obati jangan sampai infeksi." Ayah mertuanya ikut menjimpali

Sea mengangguk pelan sambil terus berusaha menyembunyikan lukanya.

"Jayden..." Suara Lovely memanggil pelan, mata sayu itu terbuka

perlahan.

"Iya sayang? Kamu perlu sesuatu?" Tangan ayah mertuanya mengusap

lembut rambut hitam legam itu, tampak khawatir

"Belikan Star makanan dan buah buahan di minimarket bawah. Starhelum makan banyak tadi. Dia pasti dalam keadaan lemah sekarang setelah diambil darahnya"

"Biar aku saja yang belikan." Sea menyahut—melihat semuanya tampak

begitu khawatir pada keadaan Lovely.

Lovely menyuruh Seamendekat, memuita tangannya dan menggenggam hangat penuh keibuan. "Terima kasih, Sea. Terima kasih sudah mengerti keadaan keluarga kami Mama tahu, kamu pun tidak baik-baik saja sekarang. Mama sangat tahu, hati kamu dalam keadaan tidak tenang. Tolong, bertahanlah di samping Rigel. Semuanya pasti akan baik-baik saja."

Sea menatap genggaman tangan itu, tidak menyahuti dan tak manipu mengucapkan Janji sama sekali. "Jangan mengkhawatirkan saya, Ma. Saya

tidak apa-apa."

"Rei dan Star, mereka hanya saling menguatkan, tidak lebih dari itu Tolong, mengerti sayang. Star membutuhkan Rigel sekarang. Tapi, tempat dia pulang tetap kamu. Dia akan kembali sama kamu saat situasi mi sudah membaik."

Sea tersenyum tipis, melepaskan tangan ibu mertuanya yang tengah berusaha meyakinkan bahwa semuanya akan segera baik-baik saja. "Cepat sembuh, Ma. Saya ke bawah dulu." Ia keluar dari ruangan, masuk ke dalam lift dan menyandarkan tubuhnya di sana.

Benar, Rigel telah mengatakan demikian. Ia hanya dijadikan tempat pulang oleh tubuhnya Namun, hatinya tetap kembali pada pemilik sejatinya, yaitu Star. Apa gunanya jika hagian terpenting dalam diri manusia tidak bisa dimiliki? Tanpa melibatkan hati, kebersamaan ini sungguh tidak bernilat sama sekali.

Rigel bukanlah tempat yang tepat untuknya berteduh. Ia tidak ingm menjadi penghalang yang berdiri di antara kebahagiaan seseorang. Sebentai lagi, mungkin sudah saatnya Sea melangkah pergi. Karena di sini, kisah ini hanya ada untuk saling menyakiti. Star yang mencintai Rigel, Rigel yang mencintai Star. Dan ia yang menjadi batu loncatan untuk sebuah tameng perlindungan.

### clarifagani

Sea berjalan menyusuri kondor Rumah Sakit sambil membawa sahi kantung besar belanjaan dengan terpincang-pincang. Makanan ringan dan buah buahan sesuai titah ibu mertuanya telah ia belikan. Sesekali, sa menumpukan tangannya ke dindung, saat lututnya terasa kaku dan bergetar pelan. Memaksakan laman langkah, ia kembah berjalan—mengatur napas dan mengernyit sesekah saat gesekan celana jinsnya bertabrakan dengan luka yang terbuka.

"Nak, kamu habis dari mana?" Perempuan asing itu menghampiri dengan cepat melihat keadaan Sea yang berbeda dari sebelum menurunkannya di

lobi "Itu lutut kamu kenapa? Kamu jatuh?!"

"Bu," Sea memaksakan senyum, napasnya diatur sepelan mungkin, "saya cuma nggak sengaja jatuh."

"Mau ibu panggilin Dokter? Biar diobati dulu."

Sea menahan tangannya, menggeleng kecil. "Saya tidak apa-apa," Ia mengeluarkan roti, air mineral, dan dua apel dari kantong plastik. "Wajah ibu terlihat pucat, ini, makan dulu. Saya harus mengantarkan ini ke ruangan Star."

Dia menerimanya "Terima kasih banyak" Air mata itu kembah jatuh membasahi pipi. "Kamu anak yang baik. Saya barap, kamu bahagia selalu ya, nak. Orang baik seperti kamu berhak bahagia. Sekarang, sahabat saya sudah bisa dilangani. Berkat kamu, dia kembah memiliki harapan hidup lagi."

"Saya harap operasi itu berjalan dengan lancar Saya permisi dalu."

"Katakan pada Star, terima kasih."

Sea mengangguk kecil, dan terpincang-pincang melewatinya

Berdiri di depan ruangan yang disebutkan perawat, Seo mengangkat kepalan tangannya untuk mengetuk pintu. Tapi, urung, ketika dari jendela keci ita bisa melihat mereka tengah saling berbicara. Tangan Star digenggam lembut oleh suaminya, dan ditempelkan pada pipi Rigel dengan mesra. Mereka saling memandang, sesekali mengangguk dan menggeleng entah apa yang dibicarakan.

"Pertnisi, mbak, saya man lewat sebentar." Seorang perawat tiba-tiba menegur Sea yang berdiri di depan pintu tidak bergerak di sana dan hanya

memandang ke dalam.

Pintu itu dibuka dan Sea bergegas mundur untuk menghindar dari sana sebelum tubuhnya ambruk ke lantai dengan kantung belanjaan yang telah tersebar berantakan. Tulang kakinya sudah tidak mampu lagi dipaksakan untuk berdiri, dan pergerakan tiba-tiba tadi membuatnya terkilir.

Rigel dan Star langsung menoleh ke arah pintu saat suara benturan itu

menyentak keras.

"Kenapa, Sus?"

"Ya ampun, mbak... mbak nggak apa-apa?" Si perawat membantu dan Ya ampun, moakin memberinya lambasan kecil meyakinkan dirinya bat. baik saya, "Int, ada yang jaruh, Pak."

saya, Tini, ada yang yang palanya ke luar, Rogel membulatkan mata tang Melongokkan sedikit kepalanya ke luar, Rogel membulatkan mata tang melihat See lah yang terpekur di lantai dan tengah berusaha bangkit dan tempatnya. Ia langsung melepaskan tangan Star, berlari dengan cepu ke arahnya.

"Sea, kenapa bisa jatuh kayak giru?!" Rigel meninggikan suma

mengangkat bahunya yang langsung ditepis oleh Sea.

"Saya baik-baik aja, Pak," Sea mengumpulkan buah-buahan memasukkan kembali ke dalam kantung yang sudah sohek

Rigel terkejut mendapatkan penolakan darinya, tetapi ia tetap hersikeng

membantu membangunkan Sea.

"Kenapa bisa jatuh keyak gini?" Rigel segera berlutut di bawah kakima matanya membulat lebar melihat luka robek dengan bekas darah yang merembas di sana. "Ini kamu kenapa?! Astaga, Sea... kamu terluka! Salan, in, kamu dapat luka dari mana, huh<sup>are</sup>

Sea diam

"Suster, tolong segera panggilkan Dokter, Istri saya terluka Cepal panggilkan Dokter!" Rigel meninggikan suara, meraih lengan Sex agar iku masuk ke dalam.

Terpincang-pincang seraya mendekap kantung belanjaan, Sea iku ke

dalam

"Sini aku hawain," Rigel hendak mengambil alih, namun Ses tidak sami sekali memberikannya. Dia meletakkan semua belanjaan itu di mejanahadi samping ranjang Star.

"Marria khawatir pada kaltan Silakan dimakan."

"Sea, lutut kamu kenapa?" Star menatap ngeri. "Kamu habis jajah ya"

"Saya tidak apa apa." Jawaban yang sama, untuk semua pertanyaan dari mereka.

"Luka kayak guu kamu bilang ngguk apa apa. Kamu buta, huh? Sigi. duduk dulu di sofa. Suster lagi panggilin dokter." Rigel meraih siku Sei, di

merintih pelan dan menjauhkan.

"Fuck, Sea, fuck! What's wrong with you? Siku kamu berdarah luga? Kamu habis ngapain sih?!" Rigel menyentak kesal saat telapak tanganiya dikotori oleh darah. Dia mengangkat baju Sea, yang segera dijauhkangs. "Mana lagi yang terluka? Im kamu kenapa? Jatuh? Papa kamu datang ke sin dan memukuhmu lagi?" bentakkan itu menggelegar, saat Sea memilib dion seribu bahasa.

"Saya cuma ingin mengantarkan makanan itu. Permist."

# clasifayani

Rigel membanting pintu kamar hingga tertutup dengan kencang saat Ses hendak berjalan ke luar.

"Kenapa lagi sekarang? Tunggu di sini, jangan bersikap keras kepala.

Obati dulu, berhenti terlihat menyedihkan!"

"Saya sudah terbiasa dilukai dan babak belur, jadi tidak ada yang perlu dikhawatikan." Sea mengulang ucapan Rigel di rumah, menatapnya datar. "Hal yang biasa, tidak mengapa jika harus terulang. Jangan berlebihan." Sea menoleh ke arah Star yang menyandarkan tubuh pada tumpukan bantal. "Semoga jarum suntik itu tidak melukai kamu terlalu dalam ya, Star. Semoga juga lukanya cepat sembuh. Pasti sangat menyakitkan, ya? Saya tidak bisa membayangkan orang yang belum pernah terluka, harus mendonorkan darah untuk ibu kandungnya."

"Sea, ucapan kamu keterlaluan!" Rigel membentak.

BUG

Sea menonjok pipi Rigel sekuat tenaga hingga Star memekik terkejut dan menutup mulutnya. Rigel membeku, pipinya tertoleh ke samping saat unjokkan itu mendarat telak di tulang pipinya.

"Maaf, untuk perkataan saya yang keterlaluan padanya. Tapi, saya tidak akan meminta maaf untuk tonjokkan itu. Terima kasih telah menghancurkan

kepercayaan saya, Rigel. Kamu sangat berhasil melakukannya."

Sta berbalik, membuka pintu dan menyeret kakunya sekuat tenaga tielewan koridor dengan pandangan nyalang ke depan.

Pada akhirnya, ta tetap akan baik-baik saja. Ia tidak perlu dikasihani. Ia

tidak apa-apa ..

Aku harap aku bisa memberikan rasa sukitku sebentar saja padamu. Bukan berniat untuk menyakiti, hanya ingin kamu mengerti bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang kamu percayui.



Rigel tersentak luar biasa mendapatkan tonjokkan keras dari Sea Ia bahkan kehilangan kata, membeku tak berdaya dengan kepala yang tertolehka samping. Pipinya memerah, panas serta perih mulai beradu liar di wajahnya. Tapi, entah mengapa, 1a tidak bisa merasakan sakit yang teramat sangat walau setitik darah menempel di telapak tangan saat ia mengusap pipinya. Mungkin tergores cincin pernikahan yang dikenakan Sea, la tidak tahu. Daripada rasa sakit, raut kecewa 5ca lah yang kini mendominasi kepalanya. Bagaimana perempuan dingin itu menatapnya. Dan bagaimana getirnya mara itu mengutarakan tentang kepercayaan yang telah dirusaknya.

Apa ia sudah keterlaluan tadi? Ia hanya mengkhawatirkan luka Sea, dan ia tidak bisa mengontrol diri sendiri melihatnya dalam keadaan berantakan

seperti itu.

Star yang juga terkejut, merangkak susah payah dari ranjangnya kemudian turun untuk menghampiri Rigel dengan tertatih-tatih "Astaga Kak... Apa dia sudah gila melakukan ini sama kamu?!" Matanya memerah sangat marah terhadap perbuatan Sea yang telah berani menyentuh lelakyang dicintamya dengan brutal. Infus masih menempel di pembuluhnya sast jemari lentik itu menyusuri wajah Rigel dan menangkupnya.

"Apa d.a selalu seperti mi suma kamu? Aku selalu khawatir ketika kumu dilukai oleh stapa pun, dan Sea malah menghajarmu untuk alasan tidak jelas" Bulir bening itu meluncur jatuh. Dengan belaian halus, Star menyusuti setiap men wajah tampan Rigel yang selalu ia puja. Dalam keadaan sadar ataupun tidak, dia selalu menjadi lelaki yang sangat dicintainya dari dulu

sampai detik ini.

Rigel bergeming, masih sulit untuknya merangkai kata. Ia ber<sup>168</sup>hat cari tahu, ana pamerkalah mencari tahu, apa penyebab kemarahan Sea. Apa yang membuatnya terlihit

# clargayane

amat kecewa

la menangkup tangan Star di pipinya -menatap lekat wajah cantik yang dilinangi air mata itu. "Apa ... apa kamu mengatakan sesuatu tentang

pertemuan tidak sengaja kita pagi int?"

"Pertemuan?" Star menautkan alis, "pertemuan apa? Aku tidak pernah mengatakan apa pun pada Sca tentang pertemuan kita. Tapi, jika itu bisa membuat Sca melepasmu dari pernikahan itu, aku akan melakukannya."

Rigel segera menggeleng. "No! Jangan katakan apa pun padanya tentang

kıta"

Lantas, Sea kenapa...? Selain kebohongan pagi ini, Rigel tidak pernah mengarang cerita apa pun yang bisa menghancurkan kepercayaan di antara mereka berdua.

"Kenapa? Takut menyakitinya?" senyum gehr Star terurai di bibirnya. Rigel berdecih pelan, menetap nyalang ke arah pintu yang terbuka. "Kayak dia bakal peduli ara,"

"Tepat She doesn't care at all with you!"

Setengah percaya, karena selama pernikahan, Sea memang tidak pernah

merunjukkan ketertarikan yang jelas padanya.

"Apa kamu harus hertahan dengan perempuan seperti itu?" Star mengernyit tak habis pikir "Aku tahu, Kak, kalian menikah bukan karena cinta. Iya, kan? Kamu dalam keadaan terdesak, sehingga memutuskan untuk

membohongi orang tua kita demi melindungiku."

Benar Semua ucapan Star memang benar Star terlalu mengenalnya dengan baik. Dia pasti akan tahu bahwa ikatan sakral itu tidak didasari oleh tinta. Pernikahan itu ada semota-mata untuk melindungi Star dari ancaman Ayahnya. Karena Rigel tidak ingun lagi berpisah terlalu jauh dengannya. Karena Rigel tidak bisa lagi membayangkan mereka bernapas di negara yang berbeda. Dan Sea dia adalah perempuan yang paling pas untuk menduduki tempat itu. Dingin dan tak berperasaan, Jauh sekali dari tipe perempuan yang bisa memikat hatinya, Ia yakin, keduanya tidak akan saling jatuh cinta.

Hanya saja ... mengapa ia merasakan sesak yang teramat sangat saat Sea mengatakan dia tidak lagi memercayamya? Sungguh, lehernya serasa

tercekik, dan hatinya terasa sakit.

Apa sebenarnyu yang telah ia lakukan?

"Kak, we're fine now. Aku tidak akan ke mana-mana lagi. Untuk kali ini, aku janji, aku tidak akan pernah menjauhimu karena keegoisanku. Selama kamu ada di sampingku, aku tidak akan pernah takut pada apa pun—sesuai apa yang selalu kamu katakan dulu."

Napas Rigel masih menderu kasar saat jemari Star menyentuh dengat lembut dan sangat hati hati lebam yang Sea akibatkan. Dari dulu,

Star memang selalu selembut me Dia menjadi obat paling ampuh untuk menghilangkan sakit yang menerpa di luka yang terbuka. Buaian hangai dan usapan penuh cinta tanpa perlu ta minta, selalu diberikannya.

Sementara Sea melukai, Star mengobati. Sea mengacuhkan, Star yang

menginginkan. Mereka selalu jadi dua arah yang berlawanan.

Rigel menatap Star dengan kedua netra sayunya, mengusap pipi yang sembab itu. "Kamu sudah mempunyai Brian, Star. Dia kekasihmu. Dan aku juga sudah menikah. Sea adalah tanggung jawabku sekarang. Aku tidak bisa

melepasnya."

Star menggeleng kuat-kaat. "Aku nggak pernah mencintat Brian. Aku nggak bisa mencintai dia. Aku sudah berusaha, tapi aku tetap nggak mampu melakukannya. Dia terlalu baik untukku. Dan aku nggak mga ila!" Tangan hangat Star semakin mengerat di wajah Rigel, sedang satu lagi turun menyentuh tengkuknya. "Aku minta maaf telah melepasmu Aku minta maat untuk semua sakit yang aku kasih ke kamu. Lets start over again, and I promise, I won't let you go no matter what happen in the future."

Tangan Rigel terkepal keras guna menahan diri agar tidak langsung menubrukkan tubuhnya untuk memeluk Ster seerat mungkin. Pengakuan Itu veolah menggedor hatinya dan menempatkan Rigel pada kebingungan

luar biasa. Apa is senang, atau malah bimbang?

"Star, I can't " Rigel menggeleng pelan, nyaris tak terlihat setelah bungkam cukup lama "Semuanya sudah nggak sama lagi Kamu aku, ata,

Semuanya sudah nggak mungkin bisa disatukan lagi seperti dulu."

"Semuanya masih sama, Kak. Perasaan aku ke kamu, sedikit pun belum bernhah. Dan aku juga tahu, kamu masih mencintaiku Kamu masih sangat mencintaiku. Iya, kan?"

Rigel tidak bisa menjawah. Faktanya, sampai hari ini ia masih kesuhtan

menghapus perasaan itu pada Star

"Sea tulak menginginkanmu sebesar aku. Sea juga tidak mencintaimu sebesar aku. Dan rasa kita adalah sesuatu yang lain, bahkan kita menentang semesta untuk bisa bersama. Kamu ingat, kan?"

Ingat Sangat ingat la melangkuhi segala peraturan hanya untuk bisa bersama dengannya. Ia tidak peduh hukum alam, ia tidak peduh karma Tahan. Yang ia pedulikan, hanya bagaimana caranya agar Star tetap berada di sisinya dan cinta itu akan terus berjalan tak peduli apa status mereka.

Dan tiba-tiba sekarang, kenyataan baru-meski belum pasti-sudah ada di depan mata. Keduanya tidak lagi terlarang, dan is bisa bersama dengan Star tanpa satu pun penghalang. Rasanya masih sulit percaya han ini akan datang pada kehidupan mereka. Mengapa tidak dulu-beherapa tahun lalu— saat mereka masah terakat dalam bubungan cinta? Mengapa harus clacifagane

sekarang semua itu terbongkar saat di tengah keduanya sudah ada Sea?

"Sayang, hidung kamu juga berdarah!" Star tiba-tiba memekik panik

melihat darah kental mulai menetes dari hidung Rigel

Rigel segera menutupkan tangan pada hidungnya ketika rasa hangat menguhi dari salah satu jalurnya. "Sial!" Entah kekuatan apa yang Sea gunakan hingga bisa seperti ini.

Star menutup hidung Rigel menggunakan tisu, tangannya bergetar

tikut. "Aku tidak suka Sea. Aku tidak suka dia!"

"Star, im nggak seberapa. Jangan khawatir." Rigel menjauhkan tangan

Sur agar tidak kotor.

Namun, Star kembali meraih wajahnya dan membantu menyeka darah yang mengalir kental. "Apanya yang nggak seberapa? Pipi kamu kegores dan berdarah, sekarang hidung!"

Rigel menurunkan tangan Star, menyatukan kedua tangannya dan menggenggam erat "Star, aku harus menyusul Sea. Kaki dan hitut dia terluka.

Aku nggak apa-apa. Tapi, dia perlu diobati takut infeksi."

Mereka berbikata terlalu lama. Saat perili mulai kembali menerpa, Rigel baru ingat kalau Sea pun kini sedang terluka parah di kedua lutut dan akunya.

Star menggeleng keras, menahan tangannya tidak membiarkan Rigel pergi. "Kamu janji untuk menemaniku. Kamu janji untuk telap di tampingku" Tetes demi tetes air mata semakin deras berjatuhan "Kak, Sea tidak membutuhkanmu. Dia bisa bertahan sendiri tanpa kamu. Dia sudah terbiasa dengan itu. Tapi aku ... aku tidak bisa jika tanpa kamu. Aku mohon, jangan pergi ke mana-mana. Aku takut sendirian di sini, Kak. Aku tidak bisa."

Sar, dia istriku. Sea sepenuhnya tanggung jawabku juga."

"Sudah cukup, Kak. Mari kita berhenti saling menyakiti. Jika kamu menikahi dia untuk menjadikan dia tameng perlindungan, aku tidak membutuhkan itu lagi. Yang aku butuhkan hanya kamu. Aku hanya ingin tamu ada di sampingku."

Aigel menangkup wajah mungil Star, menyematkan kecupan singkat di

dahinya, "Aku pasti balik lagi. Hanya sebentar Aku harus—"

"Kamu mencintai Sea?" Star memotong kalunat Rigel. "Kamu khawahr dengan keadaannya karena kamu mencintai dia?"

Rigel mengerjap pelan saat mendengar pertanyaan Star Kamu

ngomong apa sih?"

"Kannı mencintas dıa?" ulang Star, memundurkan satu langkah kecil

ke belakang. Nyeri yang semula ditekannya dalam-dalam, kini menyernak keluar.

Rigel bungkam melihat Star yang sudah semalun hancur ketika kalimat pertanyaan itu terlontat.

Star mendorong perut Rigel. "Pergi, Jika kamu mencintaloya, pergi!"

"Star...."

Star berbalik, menarik besi infusnya dengan susah payah untuk kemb<u>ali</u>

ke ramang, "Aku tidak membutuhkanmu lagi. Sana pergi."

Rigel membulatkan mata saat melihat darah Star naik ke atas selangnya, la segera menghampiri, dengan cepat menekan selang itu agar darahnya tidak semakin naik ke atas.

"Kamu seharusuya tidak banyak bergerak, Star!" kesal Rigel melibat darahnya mengalir deras melewati selang kecil yang terhubung langsung ke

pembuluh darah vena

Melihat itu, tangan Star bergetar, pias mulai menghiasi parasnya, "Kak,

mt .. int kenapa?"

Rigel menekan tombol di dekat ranjang untuk memanggil Dokter dan perawat ager segera datang ke ruangannya. Dan scolah tidak puas, ia juga keluar dari kamar untuk memanggil mereka. Tanpa bisa ia kendal.kan, pandangannya jatuh ke arah lift-dimana Sea telah menghilang entah sejak kapan cari kondor ini. Ia hanya bisa berharap Sea mengobati lukanya dengan back.

Dan ujung lorong, ada dua orang suster yang berjalan ke arahnya, Rigel kemban masuk, melihat wajah Star terlihat semakin pucat seraya menatap

daruit yang mengalir keluar tanpa bisa dicegah lewat selang infus.

"Pergi Tidak perlu memedulikanku." Star memunggungi, air mata tak juga kunjung berhenti. Napasnya menderu cepat, dan tubuhnya mulai bergetar pelan.

Rigel menghampin Star, memeluk tubuh semampai itu dari belakang Bagaimana mungkin aku mencintai Sea ketika aku masih kesulitan untuk

menghilangkan nama kamu di hatiku."

Star terisak keras, menepis berulang kali tangan Rigel yang mendekapnya. "Jika kamu mau menyusul Sea, silakan pergi. Aku juga udak membutuhkanmu. Aku pasti tidak akan membutuhkanmu"

Rigel menumpukan dagunya di atas ubun ubun Star, tanpa melonggarkan pelukan. "Yakın? Aku beneran pergi jika kamu mengusirku

sekalı lagi."

Dan dengan cepat, Star berbahk, menenggelamkan dari sepenuhnya pada dada bidang lelaki yang dicintainya. Star menggeleng berulang kali seraya mengerarkan pelukan "Jangan. Jangan pergi. I need you. I really need

### claritayani

yest. Seperti anak kecil, dia merengek. Star yang manja dan cengeng, kant

berada dalam dekapannya.

Tersenyum kecil, Rigel membelai rambut panjangnya dengan lembut. Entah, tapi serasa ada yang ganjil saat usapan demi usapan ia sematkan pada rambut halus kecokiatan ini.

Sea. Sea. Rigel tidak tahu apa yang harus ia lakukan padanya ketika Star sudah berada di sisinya sekarang. Secara resmi, fakta yang dulu hanya sebatas ketidakmungkinan, terbuka di hadapan mereka berdua seperti mimpi yang menjadi kenyataan.

"Iya. Aku nggas akan ke mana mana."

Derap langkah saling bersahutan, memasuki kamar.

"Maaf, agak lama, Pak. Tadi saya dan Dokter harus menangani pasien di UGD dulu. Ada yang kecelakaan"

Mereka tukup terkejut melihat pemandangan keduanya yang tengah berpelukan. Bahkan salah satu suster itu menggaruk pipinya, bingung, sebenarnya stepa istri yang dimaksud lelaki jangkung itu.

Salah satu dokter memasuki ruangan "Maaf Pak Xander, apa ada

masalah?"

"Dok, cepat tangam" Rigel menguraikan pelukan, memegang selang itu agar berhenti menanik keluar darah Star.

Salah seorang suster mengedarkan pandangan. "Di mana si mbak yang

ilu? Biar saya bersihkan lukanya terlebih dulu."

"Dok, darahnya naik ke infus. Tangani dia, bukan yang lain!" sentak Rigel jengkel.

Dengan cepat, mereka menghampiri Star dan mengganti infus yang setengah selangnya telah dipenuhi darah. Tanpa melepaskan, Rigel membiarkan wajah Star tenggelam di dadanya. Dia tidak berani melihat ketika mereka melepas dan memasang kembah seperti sedia kala

"Sudah selesal, Star."

Star baru berani mengangkat wajahnya, mengintip infus baru yang menancap di tangannya sudah selesai digantikan.

lugel mengangguk kecil pada mereka. "Terma kasih, Dok"

"Nona Star, Pak Xander, operasi Nyonya Amelia berjalan dengan lancar Sekarang dia sudah dipindahkan ke ruangan ICU" Info dari perawat.

Raut Star berubah serrus, ia mengangguk kecil dengan sunggingan

aenyum upia, "Baik, Dok, Terima kasih banyak"

Mereka berlalu dari sana, dan embusan panjang napas Star teralun berat

dari bibirnya selepas mereka keluar dari ruangan.

"Aku masih nggak percaya, kalau aku bukan bagian dari kalian." Suara Star terdengar parau. Satu tetes bulir bening kembali jatuh dan buru buru ia

seka. "Aku bahkan nggak tahu harus senang atau sedih sekarang. Aku nggak bisa menerima kalau Mama dan Papa bukan orang tua kandungan Tapi, di sisi lain, aku senang rasa kita nggak lagi bertentangan dengan hukum alam"

Rigel merapikan rambut Star yang berantakan, menyeka sampai kening air matanya. "Jangan mengatakan apa pun dulu. Sekarang, fokus sama kesehatan kamu sendiri. Kamu udah umur berapa sih? Masih aja cengeng."

Star mendengkus, meraih lengan Rigel dan memeluknya dengan manja

"Biar.m."

Menarik pipi Star dengan sebal, Rigel tersenyum tipis "Istirahat, Stat, In. sudah malam"

Star menepuk sisi ranjang di sebelahnya, menyuruh Rigel untuk berbaring di sampingnya Rigel menurut, sudah terlalu Irlah berargumentasi tentang apa pun la menyandarkan punggung ke tumpukan bantal tubah keduanya nyaris tak berjarak dan saling menempul satu sama lain.

Star merentangkan tangan Rigel, tidur di atasnya dengan nyaman. "Rasanya seperti mumpi kita bisa tidur bersistan seperti ini lagi," la menatap setiap lekukan wajahnya. Dari mata, hidung, bihir, tulang rahang semusnya terlihat begitu sempurna di mata Star.

Rigel tidak mengalihkan pandangan. Tangannya mengusap-usap kepaa. Star, sedang matanya masih menatap langit langit kaniar seraya memikirkat keadaan Seo.

Apa dia sudah sampai ke apartemen sekarang?

"Kamu Jangan ke mana-mana ya?" punta Star penuh harap.

Rigel baru menoleh, menatapnya dengan kedua netra yang memerah "Tidur, Star, Aku di sini."

Perlahan mata bulat itu tertutup, menempel nyaman pada tubuhnya di atas ranjang berukuran kecil itu.

442

Sea meremas kunci mobil yang tengah dipegangnya, bersembunyi di balik dinding antar kemar yang memisahkan saat tiba-tiba Rigel bergerak keluar dari tuang rawat inap Star Dia berteriak panik memanggil Dokten kemudian kembali masuk saat dua orang perawat berjalan dari ujung koridor Sea meringsekkan tubuhnya semakin mundur ke dinding, berhamp kehadirannya tidak diketahui oleh siapa pun.

Sayup sayup, 1a bisa mendengar suara ustran Star yang mgm ditinggalkan, dan jawaban Rigel selanjutnya benar-benar mampu membuat hancur seluruh pertahanan. Tangan Sea terkepal kuat kuat, kepalanya mendongak menatap kosong dinding putih di hadapannya. Senyum puna terukir sempurna di bibir Sea, saat kata demi kata masih terahun lembut dari

# classagani

bibir keduanya. Suara Rigel yang tengah menggodanya, dan suara manja Star yang tidak membiarkan Rigel pergi dan sisinya.

la tidak pernah tahu, kalau kalimat itu mampu membuatnya sasit

separah inu

Pedahan, ia berjalan ke luar dari sana—melewati ruangan itu dan menyaksikan secara langsung pelukkan erat dari arah belakang yang tengah diberikan oleh Rigel pada wanitanya. Pada perempuan yang memiliki seluruh hatinya.

Bagaimana mungkin aku mencintai Sea ketika aku masih kesulitan untuk

menghilangkan namu kamu di hatiku,

Tidak habisnya, ia menyakiti diri sendiri dengan mendengarkan obrolan mereka. Ia memunduk, menatap kunci mobil yang mat awah ya ingin diserahkan pada Rigel, tapi percakapan mereka menghentikan helaan langkahnya. Sekali lagi, Sen memadi seorang pengecut yang hanya menjadi pendengar dan tak bisa melakukan apa-apa walau status Rige, adalah maminya Pernikahan mereka seolah tidak berarti apa pun bagi keduanya sekarang.

laburu-buru bersalan melewati suster ketika mereka memasuki ruangan Rigel dengan cepat. Kepalanya tertoleh ke belakang, sebelum langkahnya

dihela kembali ke depan saat pintu ruangan itu ditutup dari dalam.

Napas Sea tersengal, menekan dadanya yang kesulitan dinetralkan. Wasu tidak ada oir mota, walau tidak ada isak yang keluar dari bibirnya, tapi sakit ini mampu membuat pandangannya kian tak terarah. Setiap kalimat, setiap kata, semuanya beradu keluar masuk mengasi indra pendengarannya la menyesal kembah lagi ke sini untuk mengembalikan kunci mobil agar Rigel tidak kesusahan saat dia akan pulang, la menyesal kembah ke ani dan berdiri seperti orang bodoh untuk mendengar semua pengakuan, la sangat menyesal meletakkan seluruh kepercayaannya pada Rigel dan membiarkan dia menginjak injaknya. Seharusnya, dari awal Sea tetap meninggikan benteng liu dan tetap tak peduh pada segala hal tentangnya.

Terpincang pincang, Sea memasuki lift. Gesekkan celana jini dan lukanya sudah tidak dapat lagi in rasakan. Kebas dan kaku Darah mulai

mengering, diterpa oleh suhu ruangan Rumah Sakit yang dingin

Sudah terbiasa terluka. Sudah terlalu biasa merasakannya. Seharusnya ta udak apa-apa

Gumaman yang sama, di setiap helaan langkah yang diseretnya

sepanjang koridor

Pandangan Sea menatap kosong ke depan, menutup pintu lift dan merosotkan tubuhnya ke lantai saat kakinya sudah kesulitan menopang

tubuhnya sendiri. Ia memijat pelan pahanya dengan tangan gemetar, mengernyit samar saat tulang hitutnya terasa ngilu setiap kali digerakkan. Mungkin ada yang sedikit bergeser saat ia terhempas keras ke lantai ubin parkiran. In tidak yatun. Bahkan saat pintu lift terbuka di lobi, Sea kesulitan bangkit dar, sana sehingga ia memilih merangkak keluar dengan menyeret kakinya.

Keringat membasahi kening, deru napasnya terputus putus ketika in membiatkan tubuh kurusnya teronggok di pojok ruangan loba tanpa mampu bangkit berdiri, la menyandarkan punggung pada dinding dingin itu, menunggu sampai ia kuat menghela langkah mencari apotek untuk membel obat. Cukup lama, ia duduk di sana. Sesekah terkantuk, sesekah menggigil.

Saat mengeluarkan uang dari saku celana, hanya dua keping uang koln sisa belanja yang ada di sana. Semuanya habis dibelikan ke makanan dan

buah huahan untuk mengenyangkan perut mereka.

Sea, senarusnya lo sisakan sedikit untuk diri lo sendiri! Kenapa harus terlihat menyedihkan terus sih?

Sesekali kadang ia ingin egois. Ia ingin tidak perlu memberi yang ia bisa untuk kenyamanan mereka la ingin berteriak pada Lovely bahwa mi sulit untuknya bertahan di antara dua hati yang sulit untuk diruntuhkan perasaannya, Ia ingin pergi dari rumah itu dan tak perlu men ad, sopir mereka. Ia ingin, Hanya saja, ia tidak bisa, Bahkan ketika ia berada di titik terendahnya dipaksa menerima kenyataan mereka bukan lagi saudara, Sea masih harus bertahan agar satu nyawa bisa diselamatkan Meski kini, dirinya lah yang serisia mati, bahkan untuk berdiri saja ia tidak mampu melakukannya sendiri

la memukul lantai keras-keras. Sakit, tetapi tidak tahu bagian mana yang lebih sakit. Ingin menangis, tetapi air mata hanya akan membuanya tampak menyedihkan. Apa gunanya? Tidak akan ada yang peduli, dan sa juga tidak perlu dikasihani. Berapa tahun ia hidup sendiri? Berapa tahun ia bertahan tanpa satu orang pun yang sudi menemani? Dan hanya karena ini, la sudah merasa berantakan

Menumpukan tangan ke dinding, ia memaksakan diri untuk bangkit dari duduknya. Malam sudah semakin larut, dan hampir tidak banyak orang lagi yang berlalu inlang di lobi. Hanya tersisa dua tiga orang saja yang menuju ke atas atau ke luar. Lobi sudah sangat sepi.

"Permisi," Sea ke tempat Apotek, sambil menahan ngilu di sekujur kaki.

"Boleh musta plester?"

"Boleh. Sebentar saya ambilkan" Apoteker itu membuka laci dan mengeluarkan satu dus kecil tempat plester. "Ini...," Dia mengetikkan sesuatu di keyboard komputer untuk mencetak atruk.

### clausayani

Sea buru-buru meletakkan dua keping koin seribuan di atas etalase

Cukup dua soja Saya cuma punya ... segini."

Apoteker itu mengernyit samar, melihat uang pecahan itu yang dletakkan di sana. "Eh, tidak perlu. Ambil saja, Mbak," Dia memberikan dus pleseter sesuas permintaan Sea sembari mengembalikan uang koinnya. Sea cuma mengambil plesternya. "Terima kasih. Tapi itu ... itu tetap saya

bryan Nanti Anda rugi."

"Oh, oke deh," Dia tersenyum canggung dan menerimanya walau

sempat menolak.

"Dan ini. boleh minta tolong lagi?" Sea meletakkan kunci mobil milik Rigel d' hadapannye, "Bisa antarkan ke lantai tiga, untuk Pak Rigel Xander"

"Rigel Xander?" Dia masih tampak bingung, tidak yakin mendengar nama salah satu keluarga konglomerat itu dari perempuan yang bahkan udak memiliki cukup uang untuk membeli plester.

"Iya, Rilang saja, dari sopit meteka."

"Oh., sopir Oke, oke Nanti saya sampaikan."

Tensenyum tipis. Sea mengangguk kecil dan herbalik keluar dari sana setelah berterimakasih accara singkat.

466

Sea memilih duduk di kursi taman bagian samping Rumah Sakit. Tepat di depannya, ada pancuran air yang di kelilingi tumbuhan hijau terawat. Ia mengambil botol kemasan bekas pakar - ontah milik siapa di bagian kaki kura besi dan diisinya ofeh air kolam pancuran.

Kembali ke kursi. Sea menggulung celana ripped jeans longgar yang dikenakanannya sebatas lutut. Merentih pelan, ia mencuci pinggiran lukanya

sebelum piester ditempelkan di atasnya.

"Saya pikir tada saya salah lihat. Ternyata benar kamu yang ada di parkiran itu" Tegur sebuah suara yang tiba-tiba berada di depannya sambil menenteng katak P3K berukuran cukup besar.

Sea mendongak sekilas, buru-buru kembali menurunkan celananya

utelah menompelkan plester secara asal.

Dia berjongkok di hadapan Sea, membuka kotak obat itu. "Biar saya bania. Anggap bentuk pertanggungjawaban saya karena karna juga nggak man dibawa ke Dokter."

"Tidak perlu Terima kasah." Sea menjauhkan kakinya.

Laki laki asing dengan wajah kecil dan berkulit putih itu, mendesah pelan Kamu menggunakan air kolain untuk mencuci lukanya. Apa kamu lahu berapa banyak bakteri yang ada di dalam sana?"

Saya tidak perlu tahu."

"Saya nggak punya niat buruk sama sekali. Saya cuma pengin banta aja

Saya nggak ada tampang kriminal juga, kan<sup>a</sup>"

nggak ada tampang kuman, dan lelaki itu akhirnya menyerah untuk membantu mengobati. Sea diam, dan lelaki itu akhirnya meletakkan kotak obat di dan Sea diam, dan leidan katakan katak abat di samping Sea. lukanya. Dia berdiri dari posisinya, meletakkan kotak abat di samping Sea. tetap membiarkannya terbuka.

"Atau kamu bisa obati sendiri. Terserah."

Sen tidak menolak, melihat lengkapnya salep obat-obatan yang ada di sana Ia tidak ingin bertanya apa dari bagaimana dia bisa mendapatkan kotut ist. Rasanya tidak penting juga.

"Terima kasih."

Die bergeming, mengamati See yang terlihat datar datar saja sag lukanya dibersihkan oleh antiseptik sebelum dibubuhkan salep luka

"Nggak sakit?" Dia meringis ngilu.

Sea tersenyum tipis. "Hati saya lebih terasa sakit."

Dia mengangguk-angguk, tersenyum penuh ledek. "Baru patah hati toh mbaknya."

"Patah hati?" Sea menghela napas pelan. "Entah."

Setelah memastikan Star sudah tertelap nyenyak, barulah Rigel turun dari ramang. Satu menit pun, matanya tidak sama sekali bisa dipelankan dengan tenang. Tidur di sini, rasanya terasa aneh. Suht untuknya menump mata ketika bayangan Sea tanpa henti mengitari kepala. Sudah pukul sebelai malam. Seharusnya Sea sudah sampai ke apartemen mereka.

la merogoh saku celana jinanya untuk mengambil ponsel, tetapi berulang kali mengecek setiap kantung, ponselnya tidak ditemukan Iaberniat menelepon ke telepon rumah untuk memastikan kalau Sea sudah sampat di sana. Ia tidak bisa menghubungi langsung pada ponsel Sea yang nasibnya telah berceceran di lantar. Kemarahan tada sore saat melihat Sea menghubungi ponsel Rafel memang sulit untuk dikendalikan.

Rigel menggunakan telepon Rumah Sakit, menekan nomor telepon apartemen dan sambungan mulai terhubung. Beherapa kali diulang

panggilan tetap tak ada yang mengangkat.

"Dia ke mana sih?" Ia menggerutu sendiri, sudah tidak bisa duduk dengan tenang. Entah panggilan ke berapa kali, masih juga diabaikan. Tidak mungkin Sea belum sampai ke apartemen setelah lebih dan dua jam dia meningga kan ruangan ini.

Rigel akhitriya memutuskan menghuhungi security di apartemeniya. Idea dia sudah pulang, mereka pasti mengetahunya karena apartemen ita

sistem keamanannya cukup ketat apa lagi pada malam bari.

"Halo, selamat malam. Security depan."

"Halo, Pak. Ini saya Rigel. Mau tanya, Sea udah pulang belum ya?"

"Waduh, ibu Sea ya. Saya sih tidak bhat sih. Tapi, sebentar, saya tanya

yang lain dulu."

Rigel menunggu dengan tak sabaran, dan selang satu menit, security itu kenibali menginformasikan bahwa Sea belum terlinat pulang ke apartemen malam ini.

"Oh, belum ya," ucapnya lesu. "Kalau gitu, makasih."
Rigel menutup telepon, bertanya tanya, dia ke mana? Jantungnya sudah

berpacu semakin cepat, kalang kabut kebingungan

Apa dia ada di ruangan orang tuanya?

Rigel menghubungi ponsel ayahnya, dan tidak lama kemudian beliau mengangkat panggilan.

"Iya, Rei?"

"Pa, Sea ada disitu ya?" Tanpa basa basi, dia bertanya.

"Bukannya Sea ke kamar Star?"

Rigel memijit dahi, banyak pertanyaan mulai menyerbu batinnya. "Iya, tapi sekarang dia sudah pergi lagi." Sahutnya lemas, memikirkan keberadaan Sea yang entah di mana.

"Maksud kamu, dia pergi sendir??"

"Pa, kami sedikit bertengkar Aku akan mencarinya keluar. Siapa pun,

tolong jaga Star dulu da sıni."

Tidak lama, sebuah ketukkan mendarat di pintu ruangannya. Saat membuka, tadinya ia pikir orang yang akan menjaga Star untuk sementara, tetapi ternyata seorang suster yang mengantarkan kunci mobilnya.

"Pak Xander, sopir Anda menitipkan ini di apotek bawah untuk

mengantarkannya ke sini."

"So-sopir?" Rigel mengernyit dalam.

"Iya. Sopir perempuan Anda kata petugas apotek."

Sea...?" Rigel tidak habis pikir dia akan menjelma sebagai apa lagi. Dipanggil Pak, ber-Anda saya, dan sekarang mengaku sebagai sopirnya.

Tanpa bertanya lagi, Rigel langsung menerobos keluar dari ruangan ilu dan memasuki lift. Tiba di lobi yang sudah sangat sepi, ia mengedarkan pandangan mencari keberadaan Sea. Berlarian ke apotek, ia menanyakan Pada petugas yang berjaga, tetapi dia tidak melihat ke arah mana Sea berjalan. Tidak terhitung berapa kali Rigel mengelilingi Rumah Sakit besar itu. Dari ruangan ibunya, ruang ICU barangkali dia menjenguk keadaan wanita asing itu di sana, hingga kembali turun lagi ke lobi dan mengecek dari ujung ke ujung samipai akhirnya matanya jatuh ke arah dua orang yang tengah duduk saling bersistan di bangku taman.

Tidak. Di sana, ada tiga orang. Di tengah tengah mereka duduk seorang bocah perempuan yang kepalanya ditutupi oleh *beany* tebal dengan selimut yang terlingkar di bahunya.

"Kak, nyanyim lagu buat temanku dong yang sekarang udah tenang di surganya Tuhan." Pinta bocah itu, sambil mengguncang pelan lengan Sea.

"Ayo dong satu lagu lagi. Nanti abis ini Lea baru mau tidur. Janji!"

Di depan tubuh Sea, ada gitar cokiat. Tangan Sea terulur, mengutap kepala bocah yang duduk di pangkuan seorang lelaki muda entah siapa

Rigel tidak sama sekali mengenalnya.

Kaus polo hitamnya telah basah oleh keringat, rambutnya berantakan saat ia menajamkan matanya dan mendekati kaca tembus pandang itu untuk memastikan ia tidak salah lihat kalau yang ada di sana itu benar Sea

Tapi, dengan siapa dia duduk di tengah malam seperti ini?

"Bener Janji ya, setelah ini kamu tidur?"

Dia mengangguk semangat, bea pun mulai memetikkan tangannya di senar gitar, perlahan bibirnya mulai menyanyakan lagu yang ingin dia perdengarkan.

Tak pernah terpikar olehku Tak sedikirpun ku bayangkan

Kau akan pergi tinggalkan kusendiri

Hegitu suhi kubayangkan

Begitu sakat ku rasakan

Kau akan pergi tinggalkan ku sendiri

Rigel mendekati, bergeming tidak jauh dari tempat duduk yang ditempati mereka dan ia tahu kini mata Sea telah bertemu dengannya Rigel tersenyum, tetapi Sea segera mengalihkan pandangan ke arah lain tanpa tida menatapnya.

Dibawah batu nisan kini

Kau tlah sandarkan

Sea menjeda, saat setetes air matanya jatuh ke pipi, dan tangan kecil bocah itu buru-buru mengusapnya seraya tersenyum begitu polos.

Kasih sayang kamu begitu dalam

sungguh ku tak sanggup

Ini terjadi karna ka sangat cunta

Sea tidak mampu melanjutkan, ia menggeleng dan menyeka habis air matanya. "Maaf, Kakak nggak bisa melanjutkan. Lain kali ya kalau kita ketemu lagi." Ia menyerahkan gitarnya pada lelaki asing itu yang belum satu jam ia kenal.

"Are you okay?" Dia hendak mendekat, tetapi tubuhnya langsung litahan oleh Bugal dangan asasa

ditahan oleh Rigel dengan cepat:

Sea, ayo kita pulang, tangannya diraih Rigel, tetapi belum sempat ngapat, Sea telah bangkit dari sana dan menjauhinya.

Jea, aku pulang. Kamu cepat sembuh, Jangan tidur terlalu malam.

Nggak baik loh buat kesehatan."

'Aku kan udah sakit." Dia tersenyum begitu polos tanpa beban. "Kak See, in slapa?" tunjuknya pada Rigel sambil mendongak.

"Bas aku."

"Bukan! Aku-"

Sea melambatkan tangan, menyeret kakinya ke arah koridor rumah sakit yang menghubungkan langsung ke lobi depan sebelum Rigel menyelesaikan kalimatnya.

"Sea, jangan lupa nanti diobati lagi ya!" Dia berteriak nyaring Rigel

menajamkan pandangan sambil membuntuti Sea dari belakang.

"Uncle, suara Sea bagus ya?"

Die terkekeh renyah, "Iya. Tidur yuk. Sudah malam. Nanti uncle dimarahin Papa kamu."

"Mereka siapa? Jauhi mereka. Aku nggak suka—"

"Aku nggak peduli, Rei. Simpan ucapanmu. Tidak perlu mengatakan apa pun." Sea masih terus berjalan ke gerhang depan, tanpa sudi menghentikan langkah sama seka.i.

Rigel meraih tangannya, segera membahk tubuhnya, "Sea, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf tentang kejadian di kamar Star tadi. Aku hanya nggak suka lihat karnu terluka. Aku nggak—"

Dengan tenang, Sea menatap wajah Rigel "Aku nggak peduh sama sekali. Sedakit pun, aku nggak peduli perasaan kamu, Rei. Simpan maafinu,

telan sampai kamu kenyang dengan ucapan itu!"

Rigel mengetatkan rahang, merasakan sakit yang teramat sangat meninju dada Matunya memerah dan tak habis pikir mendengar ucapan dinginnya. "Apg?"

Sea menghela langkah, mendekati tubuh Rigel. "Telan maafma." Ia menekan dadanya dengan telunjuk. "AKU TIDAK PEDULI DENGAN SEMUA UCAPAN SIALAN ITU! KAMU MENGERTI? KAMU DENGAR, REMARKU TIDAK PEDULIP

Rigel menyandarkan tubuh Sea ke dinding dan mengungkangnya. Sauen, Seal Stalan kamu! Kamu pikir siapa kamu yang berani melakukan lai sama aku?!"

"Aku...? Pembantu. Baby sitter. Atau... bisa juga sopirmu" Sea meraih kerah kaus Rigel, menariknya kuat-kuat. "Aku juga tameng pelindung untuk Rusah cintamu. Aku juga boneka seksmu ketika kamu membutuhkan itu!"

Rigel menepus tangan Sea dari kerahnya dan menyatukan kedua

#### adduted

tangannya dengan kilatan amarah yang memuncak. "Star benar, kamu sama sekali tidak peduli terhadapku. Star benar, tidak sehatuanya aku bertahan dengan perempuan brutal seperti kamu. Kamu tidak pantas untuk kupertahankan!"

"Benar Aku sama sekali tidak peduli terhadapmu. Apa pun yang Star katakan tentangku, semuanya benar Hal apa pun yang keluat dari mulutnya,

aulah kebenaran."

"Sea!" Rigel membentak, saat hatinya benar-benar terasa sakit hiar biasa "Berhenti, Berhenti, Aku kalah Tolong berhenti."

"Seperu kata Star, schurusnya aku tetap menjadi orang yang tidak peduli sama sekali tentangmu dan seluruh kehidupanmu. Seharusnya aku tetap dingin dan tak berperasaan. Aku tidak bisa mengekspresikan perasaanku. Aku sangat buruk dalam menunjukkan perhatianku. Aku tidak tahu caranya menyenangkanmu. Seharusnya, aku tetap begitu. Tapi ... selama tiga bulan ini aku belajar, Rel, aku belajar untuk menjadi seorang istri yang benar. Aku belajar tersenyum di depan cermir agar tidak terlalu kaku di depanmu. Aku belajar, agar bisa memberimu kasih sayang yang pantas kamu dapatkan Bodoh, bukan? Mengetahui lelaki yang berusaha menjadi alasanku untuk belajar seniua yang tidak pernah kulukukan, ternyata sepenuhnya hat,ya menjadikanku tameng perlindingan."

Riger melepaskan tangan Sea saat air mata lolos dari matanya yang

cepat-cepat dia seka.

"Sudah Kembali ke sana. Tidak seharusnya kamu berada di sini sekarang Sudah kuhilang, aku baik-baik saja. Tapi Star, dia tidak akan baik baik saja tanpa kamu di sana." Sea menyingkirkan tubuh Rigel yang seolah kehilangan setengah jiwanya. Membeku, dan lidahnya terasa keju.

"Sea, apa kamu pernah mencintai aku sebentar aja?" Tiba tiba

pertanyaan Rigel mengudara saat Sea mulai menyeret langkahnya.

"Apa jika aku melakukannya, kamu akan berhenti mencintai Star?"

Rigel berbalik, menatap punggung Sea. "Aku membicarakan perasaanmu Tolong jangan melibatkan Star dalam pembicaraan ini. She know nothing!"

"Jangan menanyakan hal itu jika kamu pun tidak tahu bagamana

perasaanmu" Kembali, Sea menghela langkahnya

"Sea, Star hampir seluruh waktuku dihahiakan dengan dia Piliuhan tahun, Sea. Apa salahnya jika kamu beri aku waktu sebentar saja, sampai Star baik-baik saja. Sampai semuanya kembali seperti sedia ka.a."

"Aku tidak bermain main dengan kata cinta. Jika aku mengatakannya, maka aku harus siap terluka. Dan aku pilur kamu nggak sepenting liu sehingga bisa kubiarkan untuk memberikan luka." Sea menoleh, menalap

# clarifayani

pigel. "You got my point, right? Gunakan otak lulusan Harvard-mu itu untuk berp kir"

sedikit pun kamu tidak pernah mencintaiku?" "Jadı

Tya Seperti kamu yang juga tidak bisa mencintai wanita lain selain dia yang selama puluhan tahun menemanimu."

Rigel mendekatinya, "Bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika ... aku

mencintalimu?"

Sea mendecih, tersenyum getir. "Bagaimana jika . . , jika apa, Rei? Nggak ada jika. Aku nggak suka sesuatu yang nggak pasti. Ya berarti, ya. Tidak berarti tidak."

Dan Rigel tidak bisa lagi mencegah kepergiannya, saat jawaban final idah diucapkan Sea.



"Sea, tunggu..." parau, Rigel memanggil. Ia masih sulit untuk mengumpulkan kalimat setelah mendengar seluruh ucapannya. "Sea, tolong jangan keras kepala. I'm fucking tired right now. Berhenti di sana!"

Seolah hunya diu saja yang kewalahan.

Bergerak ke depan tanpa peduli panggilan Rigel, langkah Sea tetap

diseret menuju keluar dari gerbang Rumah Sakit.

Rigel mengembuskan napas panjang dan menyusulnya sebelum dia sampai ke gerbang. Ia menarik pergelangan lengannya, memaksa tubuh Sta agar menghadapnya. "Aku suruh sopir untuk antar kamu pulang. lunggu dulu, ini sudah malam."

Sea mengentakkan tangan Rigel hingga cengkeraman yang tak terlali erat itu langsung terhempas keras. "Jangan mengkhawatirkanku. Khawatirkan

saja dirimu sendiri dan perempuan yang kamu cintai itu"

Rigel mengetatkan rahang, menyerahkan kunci mobilnya dengan jengkel. Selain begitu dingin, Sea juga sosok yang sangat keras kepala. "Bawa mobilku. Aku sudah khawatir setengah mati dengan keadaan Starperempuan yang aku cintai. Jangan membuatku hertambah khawatir dengan keadaanmu!" tekannya.

Sea menatap Rigel, "Apa?" terdengar datar, tetapi sudah cukup mampa

membuat jantung Rigel berdentam keras.

Dia buru-buru menggenggam tangan Sea dengan erat-saat kalimat itu lolos begitu saja dari bibirnya. Ia hanya kesal dituduh macam-macam, padahal kenyataannya tidak begitu. "Sea, aku benar-benar bingung. Tolong. aku mohon jangan seperti ini. Aku mohon, mengertilah posisiku untuk kali ini saja. Aku tidak mungkin meninggalkan Star dalam keadaan ini, Tidak mungkin, Sca!"

Bahkan Sea tidak mampu merasakan apa-apa saat Rigel mencoba menjelaskan dengan genggaman yang kian mengerat di kedua tangan

"Aku dan Ster, kami tidak bisa bersatu lagi. Ada kamu yang sudah aku pikalu. Aku sudah memiliki kamu. Aku hanya minta sedikit waktu agar <sub>semuanya</sub> baik-baik saja."

Sea meremas kunci mobilnya, melemparkan sejauh yang ia bisa. Rigel membulatkan mata saat kunci mobilnya terlempar cukup Jauh. Ia nyaris indak percaya Sea bertangkah sekekanakan ini.

"Sea, aku harus seperti apa agar kamu mengerti?!" sentaknya. "Lihat,

sekarang komu begitu kekanakan. Star-"

"Apa aku harus mengirimkan surat cerai agar aku tidak berada di

tengah-tengah kalian lagi?" potong Sea, "begitu, Rei?"

"Apa.. ?" hrih, nyaris tak terdengar. "Apa kamu harus bersikap sejauh ini! Mama sedang terkapar di Rumah Sakit. Orang asing itu sedang koma. Dan Star harus dirawat karena keadaannya yang belum stabil. Aku tahu kamu tidak berperasaan, tapi jangan keterlaluan!"

"Sebenarnya stapa yang keterlaluan?" Sea menepuk-nepuk dadanya sendiri. "Suamiku sendiri masih mencintai perempuan lain, Rei. Aku hanya

mempermudah semuanya."

"Sea! Jangan mengatakan omong kosong apa pun. Tidak akan pernah

sda perceraian. Tidak akan!" Rigel menegaskan dengan nada tinggi.

Memalingkan wajah, Sea menatap kegelapan yang kini membungkus hampir di semua tempat. "Apa kanin ingat, aku sudah pernah bilang, aku tidak bisa lebih hancur dari mi." Mata Sea kembali pada Rigel, menatapnya ddam-dalam. "Kamu mau tahu apa yang tengah aku rasakan sekarang? Sakit, Rei. Pernikahan ini jadi terasa begitu menyakitkan untukku sekarang. Aku ndak bisa."

"Sea..."

\*Star membutuhkanmu, sampai kapan dia akan terus membutuhkanmu? Sampai dia menikah, punya anak? Sampai ... kapan?"

Rigel bungkam, kehabisan kata untuk membalasnya.

Aka nggak butuh perhatian kosong kamu, Rigel. Aku nggak perlu, lika kamu masih mencintai Star, kejar dia. Untuk apa kamu bertahan denganku? Kalau memang nggak ada kesempatan buat kita, lebih baik jangan memberi harapan seolah kita bisa bersama." Sea bergerak menjauh, sambil menahan nyeri di tulang lututnya. Pun dengan hatinya Rasanya benar-benar sakit.

Sea, berhenti. Sea..!" Rigel memanggil, tetapi tak sama sekali

dihiraukan olehnya.

Terserah Sea! Terserah! Lo pikur gue butuh lo? Lo pikur gue akan themobon di kaki lo? Buat apa gue menahan perempuan barbar dan emosian

kayak lo?! Buat apa gue harus bertahan - "Rigel membiarkan kalimatnya kayak 10?! Buat apa get talan ia tidak bisa jika tanpa Sea. Tidak bisa jika menggantung, tahu pasti kalan ia tidak bisa jika menggantung, tahu pasti kalan ia tidak bisa jika tanpa Sea. Tidak bisa jika m harus melepas Sea dari sisinya. Ia hanya tidak bisa.

s melepus oca unit. In kasar, lantas mengacak rambutnya dengan kesal. Napasnya menderu kasar, lantas mengacak rambutnya dengan kesal.

"Sialan Sea! Stalan!"

Ses tetap berjalan, mengabatkan umpatan Rigel yang meluncur dengan

sangat lancar.

Rigel tidak lagi mengejar. Dia tetap bergeming di tempat menatap kepergian Sea yang kian menghilang dari pandangan. Terpincang-pincang, Sea kian sulit untuk dijangkau. Sungguh, ia ingin berlari padanya Jan mencegah kaki itu agar tak bergerak ke mana mana. Tapi .. Star lebih membutuhkannya sekarang. Keadaannya sedang tidak paik baik saja. Perempuan yang selalu mencintai dan dicintainya, perempuan yang selalu di sisinya-tanpa peduli bagaimana kotornya hidupnya, perempuan yang scialu melindungi dari omelan orang tuanya, kini tengah berbaring lemah di atas ranjang Rumah Sakit. Sea cuma perempuan baru yang tidak tahu apa apa tentang kahidupannya. Dia tidak lebih mengenal dirinya daripida Star yang puluhan tahun berada di sisinya. Ia dan Star melewati banyak hal untuk bisa sampai ke titik ini. Terlalu banyak, sampai Rigel tidak tahu lagi apa sebenarnya yang terjadi pada hubungan mereka saat ini.

Pun benar, See tidak pernah membutuhkan kehadirannya Seperti perkiraan, dinding yang dibangun Sea terlalu tinggi hingga Rige, ildak mampu untuk meruntuhkan. Si dingin itu memang tidak pernah memiliki perasaan lebih padanya, lantas untuk apa dia herusaha melakukan yang

terbaik agar Sea bisa terus di sismya?

Sial! Mengapa rasanya sakit sekali mendengar semua penuturan Sea. Tidak seharusnya begitu, bukan? Tidak seharusnya ia berada di sini dan terpekur kosong seperti orang bodoh yang kehilangan setengah jiwanya, padahal perempuan yang membuatnya bertahan sejauh ini sedang sendinan

di ruang rawat map.

Dengan helaan langkah berat, Rigel herbalik ke dalam-membiarkan Ses sendirian. Benar. Sea akan baik baik saja tanpa dirinya. Tapi, Stur tidak. Star bukan Sea yang tak berperasaan dan tak membutuhkan sapa pun untuk bertahan. Selain dirinya, siapa yang akan menjadi penopang Bintang di Galaksinya? Untuk sementara, Rigel ingin menemani Star sampal kehidupannya baik baik suja. Sampai ia bisa memastikan keadaan Star cukup stabil sebelum ia kembah ke sisi Seya-nya.

kosong jalanan yang dilalui. Sudah tengah malam, tak banyak kendaraan yang berlalu-lalang. Sesekah, matanya terpejam—hanya untuk menemukan serbuan bayangan yang seharusnya ia enyahkan.

Tempat pulangnya telah tiada. Tempat yang pernah dijadikannya

sandaran, ternyatu memang hanya ditakdirkan untuk sementara.

Sea mengatur napas, berharap sesak yang ia rasakan segera kandas. Tanpa Rigel, in pasti akan baik-baik saja. Kehadirannya dari awal memang udak pernah dinginkan Hanya saja, ia tidak mungkin pergi di saat sempanya dalam keadaan kacau. Ia tidak bisa egois dan mengutamakan dan sendiri ketika perempuan yang telah memercayainya selama bertahun lamanya masih terkapar lemah di Rumah Sakit.

la mencari posisi ternyaman, saat lututnya terasa kaku dan nyeri tanpa henn seakan tengah merobek tulang setiap kali digerakkan. Ia menyeka keringat yang membasahi dahi, padahal pendingin taksi cukup menusuk kaist. Empat puluh menit perjalanan, taksi berhenti di lobi apartemen.

"Mbak, sudah sampai," Sopir memberitahu sambil menatap wajah Sea

lewat kaca spion.

Sea mengerjap, mengedarkan pandangan sejenak sebelum menggerakan kakinya pelan-pelan untuk bersiap turun "Tunggu ya, Pak, saya ambil ongkos dulu ke dalam."

"Iya, baik mbak," Melihat Sea yang merintih pelan, Sopic itu menoleh ke-

belakang "Perlu saya bantu?"

Sea menggeleng kecil, bibir pucatnya tersenyum tipis. "Terima kasih. Tidak perlu, Pak,"

Sea membuka handle pintu, dan tubuhnya langsung ambruk hanya selang beberapa langkah dari mobil. Ia terduduk di atas paving block, kemutan membawa dirinya sendiri ke dalam Kalunya benar-benar terasa sakit. Sea berusaha bangkit, tetapi berulang kalt dicoba tetap tak mampuuntuk digerakkan

"Sea!" entakkan langkah cepat dari arah lobs bagian dalam membuat

Séa tegera mendongak.

Mata sayunya terpicing, mehhat samar siapa yang tengah berlarian ke wahnya "Kak . Rafel?" Ja tidak bisa menutupi rasa terkejutnya melihat dia

yang tiba-tiba ada di simi pada tengah malam.

Ada apa ini?" gurat panik dan khawatir langsung menghiasi wajah Rafel ketika tubuh kecil Sea dengan cepat diangkatnya dari sana. "Sea, kamu habis dari mana? Kenapa bisa kayak giru?!" Tidak hentinya, Rafel menyerbu dengan banyak pertanyaan melihat Sea tampak berantakan dengan darah kering yang menempel di kedua celana bagian lututnya.

Sopir yang hendak membantu, hanya berdiri sambil memerhatikan,

#### adduted

"Saya tadi sudah menawarkan bantuan, tapi ditolak. Sepertinya mbaknya kesakitan sekali selama perjalanan tadi."

Napas See yang memburu cepet dengan gurat pucat, menatap Rafel.

"Kak, hisa bayarkan ongkos taksi dulu? Dompetku ada di dalam."

Rafel mengeluarkan dompetnya, menyerahkan pada sopir. "Anibil saja, Pak,"

"Tapi mas, ergo cuma seratus lima belas ribu."

"Iye, embil saja." Rafel tidak mengalihkan pandangan dari Sea, melihat wajahnya yang pucat dan matanya sedikit sembab. "Ini kamu kenapa? Katakan, kenapa bisa sampe kayak gini?"

"Kak, tolong bayarkan ongkosnya dulu" Sea berucap lemas saat si sopir

itu ragu untuk mengambil sendiri dari dompet Rafei.

Menghela napas—dengan sedikit kesulitan—Rafel mengambil al.h dompetnya dan menyerahkan tiga lembar uang seratus ribuan.

"Terima kasih sudah menjaganya" Setelah mengatakan itu, ia segera

membawa tubuh Sea memasuki apartemen.

Melihat Sea yang tengah digendong, satpam yang sedari tadi tidak mengizinkan Rafel naik ke atas dengan alasan privasi-membantu membukakan pintu liit. Dia bahkan menyebutkan nomor kamar dan di lantai mana apartemen Sea berada saat melihat si pemilik audah tidak berdaya dalam gendongannya. Mata Sea telah tertutup mpat, wajahnya terhhat benar-benar pucat Bahkan napas Sea memburu cepat dengan dada naik turun sepanjang perjalahan. Dia tampak sedang menahan kesakitannya

"Sea, kamu memil ki hutang penjelasan padaku" geram Rafel seraya

mempercepat langkahnya agar segera sampai ke kamar yang dituju

Setelah mendapatkan panggilan dari Sea yang tiba-tiba terputus sore in , Rafel langsung bergegas menyuruh orangnya untuk mencari tahu alamat apartemen yang ditempati Rigel. Hanya kurang dari satu jam, tempat mereka tir ggal sudah ditemukan Berjam-jam Rafel menunggu di lobi tanpa kepastian jelas karena tak memiliki akses masuk dan ponsel Sea tidak bisa dihubungi sama sekali akhirnya sekarang ia mendapatkan jawaban. Sea dalam keadaan memprihatinkan. Tubuh kecilnya ternyata tengah terluka—entah karena apa. Banyak sekali pertanyaan yang kini mulai melanda kepalanya

Ke mana si bajingan Rigel, dan apa yang telah terjadi pada perempuan

yang dicintainya?

"Sea, berapa kode sandinya?" Rafel menepuk pelan pun Sea yang terasa panas. "Atau, kita ke apartemenku aja ya? Nanti aku hubungi Dokter pribadi keluarga kita."

Membuka mata perlahan, Sea menggeleng pelan. "Kak, tulong

turunkan "

"Sebutkan, berapa?"

l'idak memiliki cukup tenaga untuk berargumentasi, Sea menyebutkan

deretan angkanya dan pintu pun terbuka.

Rafel membaringkan tubuh Sea di sofa terdekat, dan saat la mengehiarkan ponsel untuk menghubungi Dokter, Sea menggenggam emarinya—menggeleng kecil agar tidak perlu memanggil Dokter mana pun pada tengah malam seperti mi.

"Lutut kamu dan siku kamu terluka parah! Biar Dokter obati dan cek,

takutnya ada hika dalam,"

"Ako nanya perlu istirahat," ucap Sea lemah sambil mengeratkan genggamannya "Aku hanya perhi tidur, Kak. Aku hanya perlu ketenangan, Tolong, untuk malam ini saja, jadilah Kak Rafelku. Aku cuma membutuhkan ita."

"Katakan, sebenarnya kamu kenapa? Di mana Rigel? Mengapa dia tidak ada di sim sekarang?" Rafel mensutkan alis, mendesak untuk mendapatkan

newaban

Sra tidak langsung menjawah, napasnya terhela berat.

"Sea, ke mana bajungan itu? Apa dia tahu kamu terluka?!"

"Dia sedang di Rumali Sakit menjaga Star," Sea menyahuti pelan "Dia tidak bisa ke mana-mana sekarang \*

"Apa...?" Mata Rafel terpicing, tidak puas dengan jawabannya, "Katakan

stauatu tentang mereka. Hubungan mereka ... tidak seperti itu, kan?"

Sejak pertama kali sa mengenal kedua anak kembar itu, entoh mengapa u merasa ada sesuatu yang ganjil. Tatapan, setiap gerak-gerik, Rafel mengamati itu semua beberapa tahun lalu di acara ulang tahun ke delapan belas mereka. Dan puncaknya ketika Star menggandeng tangan Rigel ke atas panggung. Lagu itu terlihat jelas sekali ditujukan untuk saudara kembarnya entah mengapa semua orang tidak bisa menyadari itu. Tapi, ia mencoba mengahaikan, dan terlupakan begitu saja ketika Rigel terlihat cemburu mat la bersama Sea. Rasanya terlalu gila untuk dipikirkan otak manusia. Ia masih berusaha berpikiran positif, karena mungkin itu hanya pikiran harnya tentang mereka. Tapi ... melihat raut Sea yang tampak getir mengatakan di mana kebera iaan Rigel sekarang, pikiran harnya kembali muncul tentang hubungan terlarang keduanya di masa lalu.

"Sea, Rigel dan Star ... mereka berdua lebih dari itu?" tebak Rafel to the paint "Dia menjaga Star lebih dan adik? Si bajingan itu mencintai tembarannya sendiri?1" Rafel mengerjap tak percaya dengan tebakannya

rendiri. "Sea, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi?"

Tatapan Sea kosony menatap langit-langit ruangan "Mereka bukan Nadara kembat, Kak. Mereka bukan saudara kandung sekarang."

"Ma-maksud kamu?"

Sea menutup matanya, terlahi berat mengutarakan fakta yang mengubah segalanya dalam sekejap mata. Pagi tadi, Sea masih bisa memeluknya, pagi tadi, bibir mereka masih saling bersentuhan. Pagi tadi, tubuh mereka masih saling menyatu karena ia memercayai Rigel seperuhnya. Dan kah ini, semuanya sudah tak lagi sama. Benar-benar berada di titik berantakan dan ia tidak tahu penjelasan seperti apa yang bisa menggambarkan.

"Aku ngentuk, Kak. Aku ingin tidur."

Rafel duduk di bawah sofa, membalas genggamannya begitu etat. "Aku akan menjagamu, Ya, bahkan tanpa kamu memintanya, aku bersedia melakukannya." Tangan itu dikecupnya, lama dan dalam. "I love you so much. Come back to me, please."

la tahu, maksud ucapan Sea tadi hanya menjadikan dirinya figur Kakak tertua. Tapi, persetan. Ia tidak apa dijadikan apa pun selama bisa lebih lama

herada di sisinya.

"Di mana kamar kamu? Aku ambilkan pakaian ganti Kamu Juga demam sekarang."

Sea tidak menjawah, matanya terpejam lelah saat tangan Rafel mengusap rambutnya untuk memberinya sedikit ketenangan. Entah berapa lama mereka tidak sedekat ini. Damai, tentang, dan tanpa ada sedikit pun paksaan. Hanya dua orang yang pernah sedekat nadi, kini terlarut dalam hemingnya suasana, tenggelam dalam kebingungan seraya saling memberikan satu saina lain pegangan

Setelah memustikan Sea telah terlelap pulas, ia membawa tubuhnya ke dalam kamar. Sea bergerak gelisah dalam tidurnya, meracau pelan tidak jelas

Rafel mencoba membuka baju Sea, tetapi tangan itu dengan cepat menahannya. "Tidak usah,"

"Baju kamu basah oleh keringat. Ganti dulu, Ya, pakai yang bersih. Biar aku kompres sekalian. Badan kamu panas banget." Rafel bersuara begitu lembut, tidak semenyeramkan seperti dulu.

Sca masuk ke dalam selimut, membukanya sendiri. Rafel menyerahkan pakaian bersih pada Sea agar dikenakan. Selama Sea mengenakan pakaian, ia mengedarkan pandangan pada seluruh penjuru ruangan kamar besar itu.

"Jadi ... kalian berdua tidur di sim<sup>2</sup> Senyum getir tersungging, membayangkan keduanya bercinta di atas ranjang ini tanpa sehelai pun kain. Sungguh menyakitkan berada di tempat paling pribadi Rigel dan Sea selama pernikahan. Rasanya ia ingin mengacak-acak semuanya sampai hancur tak bersisa.

Sea tidak menjawah, memalingkan wajahnya ke samping dan menutup mata

"Aku cart kompresan dulu." Rafel keluar, mencari alat untuk mengompres dahi Sea agar panasnya cepat menguap. Tidak lama, ia kembali lagi ke dalam

kamar seraya menggulung kemeja putihnya sebatas siku

Duduk di samping Sea, Rafel meletakkan handuk kecil di dahinya yang telah direndam air hangat. Selesainya, ia menyelimuti tubuh Sea yang masih dibahut jins kotor saat dia tetap bersikeras menahan tangan Rafel agar tidak menanggalkan celananya untuk digantikan. Padahal ia sudah sangat mengenal setiap iekuk tubuh perempuan ini. Semua tentangnya terekam begitu jelas dalam ingatan. Rafel tidak ingin lupa. Satu senti pun, bentuk tubuh Sea tak akan pernah ia lupakan

la meraih tangan Sea, menggenggamnya seraya menatap wajah tidur Sea yang terlihat damai dengan napas yang mulai teratur pelan. Rasanya menyenangkan berada di sampingnya. Merawatnya, tanpa mengkhawatirkan

sispa pun akan mengganggu momen mereka.

Kepala Rafel mendongak, menatap penuh amarah bingkai foto pernikahan keduanya yang tercantel tepat di atas kepala ranjang. Senyum Rigel terlihat semringah dan tulus. Ia yakin tidak akan pernah ada yang menyangka kalau dia tidak mencintai Sea dan ternyata lebih mencintal kembarannya.

Rigel. dia akan tuhu akibatnya telah menyia-nyiakan perempuan yang

paiing dicintainyal

电电路

Star menyematkan kecupan pelan di dahi Rigel, melihat lelaki itu masih terlejap pulas di atas sofa.

"Good morning," sapanya.

Rigel membuka mata, melihat Star tersenyum lembut tepat di depannya sambil membelat pipinya.

"Did you sleep well?"

"Star, kamu ... udah bangun?" Rigel mengerjap, memundurkan kepala— Sedikit terkejut melihat Star lah yang mengganggu tidurnya. Padahal biasanya ... Sca.

"Kenapa tidur di sofa?"

"Aku takut kamu merasa nggak nyaman."

Star menarik tangan Rigel, agar dia bangkit. "Aku suka di dekat kamu-Jangan lupakan itu."

"Kamu udah mendingan?" Rigel bangkit dan sofa, mengecek suhu

tubuh Star yang sudah turun dan wajahnya tidak sepucat semalam

Star mengangguk. "Feeling much better. Thank you" Ia memeluk tabuhnya, membuat tubuh Rigel menegang tak keruan "Antar aku ke

apartemen untuk ambil pakaian ganti ya? Kak Rei juga nanti berangkat ke kantor, kan. Pak Sony barusan kuruni aku pesan, sudah menyetujui kontrak kerjanya. Kita berangkat bareng aja ke kantornya."

"Maksudnya?" Rigel mengernyit.

"Jadı model SL. Aku sama Papa minggu lalu udah membicarakan perihal kerjasama mi. Dan tim akhirnya menerimaku sebagai model Starlite"

"Kondisi kamu masih kayak gini. Lebih baik jangan banyak beraktivitas

dulu, Star. Kamu perlu banyak istirahat kata Dokter."

Dia mendengak, menatap wajah tidur Rigel yang masih tampak blank, "Aku sudah mendingan, tahu. Pokoknya luta berangkat bareng ya? Aku cuma meeting, belum mulai pernotretan."

"Tapi kamu nggak boleh kecapekan."

"Iya, iya, bawel." Star menarik kedua pipi Rigel dengan gemas. Wajahnya yang berekspresi datar terlihat begitu lucu di matanya.

Rigel menurunkan tangan Star, menjadi sebuah genggaman pelan "Aku

senang kamu udah mendingan."

Star mengecup punggung tangan Rigel, tersenyum lembut sambil kembali melingkarkan tangannya lagi di pinggangnya. "Aku senang kamu menemaniku remalaman penuh. Maaf, harus membiarkan kamu tidur di sofa"

"Aku sudah o leng laku akan menemani kamu".

"Bagaimana dengan Sea? Apa dia tidak keberatan?"

Jakun Rigel terlihat bergerak, susah payah menelan saliva. Lebih

memilih diam, ia tidak mampu menjawabnya.

"Sekarang ako malah lapar banget. Caro hubur ke luar yuk?" Star menepuk-nepuk perut ratanya, menganhkan pembicaraan. "Cacing perut aku udah pada demo nili."

Rigel tersenyum kecil, mengusap kepalanya, "Aku cuci muka dulu sebentar" Is melepaskan lingkaran tangan Star dan bergegas masuk ke dalam

kamar manda.

Sambi, menatap pantulan wajahnya di cermin, Rigel mendesah berat-Semalam, ia hanya tidur kurang dari dua jam saat suhu tubuh Star meningkat dan pikirannya terus berkelayapan ke mana-mana memikirkan banyak sekali kemungkinan. Semuanya didominasi uleh Sea dan Sea. Sial'

Pada siang hati setelah serangkaian cek dan pengambilan sampel untuk melakukan tes DNA, mereka memasuki apartemen Star yang tidak jauh dari perusahaan

Selama perjalanan, berulang kali Rigel menghubungi telepor

clarifa your

apartemen—bahkan sejak semalam—tapi tidak ada yang angkat sampat matanya terpejam. Dan pagi ini, telepon mati tanpa nada sambung. Sepertinya bea sengaja mencabut kabelnya, Ingin pulang ke apartemen dulu, tapi waktunya sudah sangat mepet mengingat sebentar lagi akan diadakan meeting dengan para Dewan Direksi untuk memberikan laporan bulanan kemungkinan Sea juga sudah ada di kantor pada jam segini.

"Kak, mau aku buatkan teh dulu?" tanya Star, melihat Rigel yang menyandarkan tubuh di dinding pintu sambil terus menatap layar ponselnya,

Wajahnya terlihat serius, sesekali mengernyit samar.

"Tidak usah, Star."

\*Kemeja kamu man aku setrikain dulu nggak, biar nggak terlalu kusut?\*

Rigel mendongak, menatap wajah semringah Star yang tadi pagi
menghiasi kini tergantikan oleh raut gelisahnya. Ia memasukan ponsel ke

dalam saku celane, sambil menghampiri Star yang berdiri di depan pintu

kamarnya.

"Aku pake jas, jadi nggak akan kelihatan."

"Oh, oke,"

Rigel yang menyadan *mood* Star terlihat berbeda, menyentuh pelan bahanya lahi membelai lembut sambut kecoklatan itu. "Jangan khawatir, Star Apa pun hasilnya, kamu tetap akan menjadi bagian dari keluarga kami"

Star tersenyum tipis—yang tidak sampai ke matanya. "Entahlah, Kak. Masih sepert, mimpi untukku berada di situasi ini. Tapi, aku juga senang,

antara kita sudah tidak lagi terlarang."

Rigel tidak mengatakan apa pun lagi, membiarkan Star bersiap-siap di dalam kamarnya yang pintunya tetap dibiarkan terbuka. Ia mengedarkan pandangan, menatap apartemen Star yang tidak terlalu besar dengan dua kamar tidur. Nuansa lemuun tetapi modern menduminasi ruangannya. Banyak sekali figura yang ditempel di dinding. Mulai dari foto keluarga, Star dan teman-temannya di London, foto Star dan Brian serta seorang hocah lelaki—sepertinya anak yang dimaksud orang tuanya dulu saat di pesta pernikahannya. Bocah itu duduk di atas pangkuan Stat, tersenyum tipis tambil mengangkat dua tangan membentuk tanda peace. Seperti keluarga bahagia mereka berfoto bertiga da sana.

Dan terakhir, foto yang cukup menyita perhatiannya adalah foto dirinya yang tengah mendongak diambil secara candid lima tahun lalu. Di sana, ta mengenakan seragam SMA dengan dua kancing yang dibiarkan terbuka Foto itu diambil di Puncak—saat momen perpisahan terakhir mereka satu hari sebelum keberangkatan Rigel ke Amerika. Ia tidak tahu kalau Star masih

menyimpannya sampai hari int.

"Kak, aku audah eh, aku menatanya dengan baik, bukan?" Star

menghampiri, melihat Rigel yang berdiri di sana.

Buru-huru Rigel mengalihkan pandangan dari fotonya sendiri, pada

foto kebersamaan Brian dan Star

"Kamu sudah pantas jadi ibu," ledeknya sambil menunjuk Star yang

tengah memangku bocah itu.

Star tersenyum, "Iyakah?" sernya menatap foto itu, laku menghalangi dengan tuhuhnya, "Jangan terus menatap foto itu. Aku nggak mau Kakag cemburu sama Brian."

Rigel berdecak, mengusap wajah Star dengan telapak tangan besarnya.

"Yang benar aja Udah, ayo kita berangkat."

"Ih, ser,usan. Kamu kan cemburuan dan super posesil orangnya. Aku nggak man Brian dihajar sama kamu kalau nanti dia ke Jakarta. Inget nggak, duru setiap kali aku didekati sama cowok lain, pasti kamu ngamuk. Lu lucu banget, sumpah." Star meraih tangan Rigel, melingkarkan tangannya di sana. 'Kadang aku rindu semua momen itu. Walaupun bikin deg degan tapi aku merasa kebersamaan uita sangat layak untuk dikenang."

"Aku nggak denger, Star," "Cihh... pura pura lupa."

"Sea, lo sakit ya? Muka lo kelihatan nggak fresh begitu." Lili menegur,

melihat wajah Sea yang masih agak pucat.

"Cuma demam sedikut," sahutnya pelan tanpa menoleh ke arah temankantornya. Tubuhnya memang belum terlalu fit. tetapi jaka tidak dipaksalma

bekerja seperti ini ia akan merasa lebih sakit.

"Muka Sea kan kayak papan penggilesan terus setiap hari. Hebat lo bisa ahat perbedaannya," ucap Dora sambil berlarian kecil dan mengangkatangkat ponselnya. "Eh, gue tadi lihat Pak Rei sama Star Galezia di lobi, naik ke atas barengi" Dia memekik, jemari Sea yang menari di atas keyboard langsung terhenti. "Dan gue juga dengar kabar, kalau Star bukan anak kandung keluarga Xander!"

"Heh, lo kalau ngomong suka keterlaluan!" Lili memprotes.

"Gue bisa menjamin ucapan gue untuk kali ini. Gue tahu dari orang terpercaya banget dan fakta yang paling mencengangkannya adalah. "" Data mendekat, mengecilkan volume suaranya, "Star dan Pak Rigel itu menjalin hubungan terlarang!"

Air minum yang baru saja diteguk, langsung menyembur keluar dari

mulut Lili. "Huh? Sermsan lo?"

Beberapa orang yang tadinya tidak tertarik mendengarkan, jadi ikut bergabung ke dalam obrolan sambil mendekati kubikel Dara.

## claritayani

"Pagi ini mereka melakukan tes DNA."

"Yang bener lo burung Dara, Jangan ngada-ngada, Kena pasal lo!"

"Temen gue itu suster di Rumah Sakit Pelita. Dia yang nangani langsung ibi, kandungnya. Nggak percayaan banget sih." Dara terlihat membuka ponsel, memperlihatkan postingan terharu Star di salah satu social medianya.

"Lo tebak, ini badan siapa? Sebagai fans sejatinya, tanpa melihat dua kali pun gue yakin ini badan Pak Rigel. Coba lo perhatun dengan seksama. Ini diposting tadi pagi di depan Rumah Sakit. Mereka juga barusan berangkat bareng ke ataa."

Hara meletakkan secara asal ponselnya di meja. "Perhatlin baik baik

roti sobek itu teman-teman. Sharing is caring, kan?"

Lihat, dapa yang ada di sana? Yes, my favorite human on earth! Si Pendosa, tapi aku suka ketika berada di sisinya.

"Sweet banget, kan...!"

Sea segera memalingkan wajahnya ke samping, melihat tubuh yang sudah sangat dihapalnya berada di dalam postingan Star. Menelan saliva susah payah, ia memasukkan earpod ke dalam telinga berusaha memfokuakan matanya ke layar komputer, berusaha tidak lagi menyimak pembicaraan mereka tentang hubungan Rigel dan Star

"Apa cincin yang dipake Pak Rigel itu cincin nikahnya sama Star?"

Earpod tanpa ponsel, apa gunanya? Sea masih bisa dengan jelas mendengar setiap kalumat yang keluar dari bibir teman-teman kantornya.

"Aduh, gue bingung. Ini .. seriusan?"

Mereka masih tampak tidak memercayai info yang tidak masuk akal itu. Mulut Dara memang sering ceplas-ceplos selungga tidak satu pun yang mudah percaya setiap kali dia menggosipkan tentang orang-orang di kanturnya

Dara meraih ponselnya, memilih memperbesar foto itu. "Mau percaya atau tidak, itu sih terserah. Mana yang lebih masuk akal buat Anda aja lah"

"Migram gue dengernya. Lagian, lo tumben santuy banget. Biasanya kalau ada yang deketin Pak Rigel, belingsatan kayak cacing kepanasan."

Ya gimana ya... gue bingung cemburunya kalau ceweknya model Star. Dia sempurna banget sih. Mukanya polos, tapi body bagus. Itu kan upe yang disukai kebanyakan cowok. Mau sakit hati juga, gue mikir-mikir dulu deh. Mereka kayaknya udah nikah juga."

Benar apa yang dikatakan Dara. Sea juga harus berpikit kalau cemburu Pada Star adalah hal yang tidak perlu. Karena bagaimanapun, a tidak pernah

bisa sebanding dengan perempuan yang dicintai suaminya

"Permisi, Sea?"

Melihat kedatangan tiba tiba sekretaris pribadi Rigel ke ruangan,

mereka buru-buru saling menjauhkan diri takut diadukan pada atasannya.

Sea berdiri, melepaskan earpod. "Ya?"

"Saya disuruh Pak Rigel untuk antar ini," Dia menyerahkan kotak ponsel, atomatis teman serusugannya langsung mengemyit penuh tanya "Kalau gitu, saya permisi."

"Hape ya? Buat lo dari Pak Rigel? Dalam rangka apa?" Dara bertanya,

yang tidak disahuti Sea.

Tanpa membuka, Sea membawa ponsel itu dan menyusu) sekretarisnya dengan cepat ke arah lift.

"Ya?" Dia berbalik, "Ada yang kurang? Tadi saya sudah pastikan

Sea menyodorkan kotak itu. "Bawa kembali Saya tidak perlu im" semuanya ler gkap." Tanpa menunggu jawaban, Seu segera berbahk dan meninggalkannya dalam kebingungan.

"Sea, itu hape yn?"

"Sea, manti sore lo ikut, kan, ke acaranya Pak Eben? Lumayan, makan gratis."

"Saya belum tahu."

"Ikut lah. Lo mau ngapam di mmah juga? Setahun sekali datang kencara ultah bos. Biat lengkap D u udah pesenin gue terus suruh sekalian ajak lo. Kan lo bawahan favorite dia."

Sea kembali diam, tidak menyahuti perkataan Lili yang sedang

menggodanya.

Dan di sinilah mereka sekarang, memasuki sebuah Resto and Cafe tidak Jaun dari perusahaan saat waktu pulang telah datang. Pukul tujuh melam meja berukuran panjang telah distapkan khusus untuk tim mereka. Suasana kate itu tidak terlalu terang, agak remang diringi suara band yang tengah memainkan musik di panggung berukuran sedang.

Tubuh Sea diseret pelan oleh Lili agar ikut bergabung ke dalam. "Setahun sekah, Sea. Gue nggak enak sama Pak Eben ngomongnya kalau lo

nggak datang."

"Iya, ini ikut." Setelahnya, Lili tidak lagi memaksa saat Sea akhirnya mao

berjalan dengan sukarela ke dalam.

"Heli, ada Pak Rigel juga sama Star di dalam!" Dara memekik antustas. membenarkan pakaiannya di cermin kafe. "Nggak ada salahnya mencoba," tukasnya senang sebelum kembali ke meja yang terletak tidak jauh dari

# clarisayani

<sub>mereka</sub> dengan lenggok kalem.

Langkah Sea langsung terbenti saat melihat Rigel dan Star memang benar ada di sana-tengah duduk saling berhadapan. Meja mereka terpisah, tidak satu meja dengan timnya. Cuma dipisahkan oleh satu meja lain yang kosong

'Sea, sint duduk. Saya kasah kamu tempat paling strategis." Eben

melambaikan tangan-mengajaknya masuk,

Meliliat Sea yang bergeming di tempat, Lik menarik tangannya. "Lo

kenapa sih bengong-bengong terus. Kesurupan baru tahu rasa."

Rigel tercekat, melihat Sea yang berjalan menghampiri meja panjang itu dan muai bergabung dengan mereka. Ia pikir dia tidak akan datang ke acara Eben Ia sudah memesankan makanan untuk Sea di apartemennya.

Mengapa si Eben ini harus merayakan acaranya di sini. Sial! Sial! Pasti

Seu akan berpikiran yang tidak tidak lagi melihat keduanya di sini

Sea mengatur napas pelan, dan dengan pandangan datar tanpa menoleh ke arah kursi yang ditempati Rigel serta Star, ia duduk di kursi panjang sesuai penntah Eben. Tepat di samping pria tiga puluh satu tahun itu.

"Sea, lo nggak bermut ngucapin apa gitu sama Pak Eben?" Lili

menyenggol bahunya pelan.

"Happy birthday, Pak."

"Terima kasih, Sea," Eben tersenyum. Ialu mengangkat gelas m.numannya. "Ayo, kalian bolch pesan apa aja Kamu juga, Sea, mau pesan apa? Biar saya pesankan "

"Bisa kami bergabung?" Pertanyaan itu membuat mereka semus

mendongak ke arah Rigel dan Star

"Eh, gabung dengan kami? Saya pikut Pak Rei udah selesat makan

malamnya."

Tanpa menunggu dipersilakan, Rigel duduk di kursi yang langsung menghadap ke Sea. "Saya yang traktir malam ini. Kahan boleh pesan sepuasnya."

"Wah... serius, Pak?"

"Anda sedang berulangtahun "kan, Pak?" tanya Rigel pada Eben yang dibalas anggukan pelan. "Bagus. Saya juga nggak ada kegiatan lagi setelah in."

Bukannya kita harus segera ke Rumah Sakit, Kak?" Stat berianya Pelan—yang tidak disahuti oleh Rigel. Pandangannya hanya tertuju pada

Sea, dan dia bahkan tidak sama sekali menganggap keberadaanya.

Acara makan malam itu tidak berjalan begitu baik, korena kehadiran Rigel tidak membuat semuanya bisa berbicara dengan bebas dan lebih leluasa. Harus tetap menjaga supan santun layaknya bawahan hersikap

### adduted

formal pada atasan.

"Pak Rigel nggak makan?" tanya Dara - melihat Rigel cuma menatap ke depan sambil bersidekap. Dara menyesal mengapa ia tidak duduk di karsi

yang ditempati Sea saja.

Saya ke sini karena kafe ini yang paling dekat dengan kantor Saya sibuk seharlan, jadi belum sempat makan siang sama sekali. Tadi pagi cuma makan bubur Rigel menjawah panjang kali lebar yang membuat sebagian dari mereka mengernyit tidak mengerti. Padahal pertanyaan Dara sangat simple.

Kecuali Sea, yang tidak sama sekali terganggu atas informasi Rigel. Ia masih menyantap makanannya, sesekali disodorkan oleh Eben ke

hadapannya.

"Kami sudah makan." Star yang menyahuti pertanyaan Deru

"Saya juga pesan makanan ke apartemen. Menunya hampir sama dengan yang Anda kasih, Pak,"

Kembali mendongak ke arah Rigel, mereka mengernyit lagi tidak

mengerti.

"Memang enak sih, Pak. Kayaknya nanti saya juga mau bungkus buat adek saya" sahut Eben sambil tersenyum ramah.

Rigel menggertakkan gigi sambil mendesah kasar saat Sca tetap tidak sama sekali terganggu atas ucapannya.

Dia tuli atau apa sih? Dasar menyebalkan!

"Loh, kok adık sıh, Pak? Belum punya calon ya?" ledek Lili, seraya mengedikkan dagu ke arah Sca.

Eben terkekeh pelan sambil mendorong piring makanan ke arah Sea.

"Belum, Carun dong."

"Ehem, Sea, chem. belum punya calon katanya" Mereka mulai bereie-cie, sedang Sea menggeleng kecil sambil tersenyum tipis.

"Sea mungkin udah punya pacar Kalian ngapain sih jadi resek banget?" Eben berkilah, tersenyum begitu lebar saat tanpa henti diledeki oleh

bawahannya sendiri.

Halah eek lo, Ben Munafik. Bilang aja suka dicie-ciein. Dengkus Rigel sambil meneguk air dingin di gelas yang baru saja dibawakan pramusal

"Tanya dong, Pak, 'Sea sayang, udah punya pacar belum' gituu." Ledekan terus mengalir di bibir bawahan Eben sebelum terbungkan oleh entakkan

keros gelas yang beradu dengan meja.

"Setahu saya, Sea sudah punya suami. Dia andah menikah. Jadi <sup>saya</sup> pikir, nggak etis kutau kahan menjodohkan dia dengan Pak Eben." Rigel ya<sup>ng</sup> sedari tadi berusaha tenang, bibirnya sudah tidak bisa lagi tetap bungkam.

<sub>Jelas-Jelas</sub> dia pake cincin nikah. Kalian semua kan punya mata, masa nggak bisa lihat?"

Hening, ketika rasa tidak percaya mendengar status Sea dan tidak enak

karena ditegur langsung oleh atasan mereka.

"Maaf, Pak, kami tidak tahu."

"Sekarang sudah tahu." Rigel mengangguk kecil, saat wajah Sea akhunya mendongan dan menatapnya. "Sea sudah menikah dan bersuami. Jangan ada rang dekati dia lagi."

"Sea, lo nggak ada undang-undang sama sekah!" protes Lili sebal,

"Kamı akan segera berpisah. Hanya sedang menunggu waktu yang tepat Utapan Sca seketika langsung membuat rahang Rigel mengetat dan jangannya terkepal keras.

"Berpisah?" Rigel tidak habis pikir dia masih memikirkan omong

kesong itu

"Sea, kenapa?" Lili bertanya, dan dengan santai Sea menyesap

minumannya sambil menatap nyalang ke arah panggung.

"Jika tidak disakiti, artinya menyakiti." Ia tersenyum tipis. "Untuk apa berlama-lama di tempat yang sama jika hati pasanganmu tetap di tempat lalu, Ingin meraih masa depan, tapi malah ikut diseret ke belakang."

Star yang menyadari wajah Rigel kian menggelap, menggenggam tangannya dan membawanya ke atas meja. Tanpa menghiraukan semua mata yang kini tertuju pada genggaman itu, ia mengelus lembut punggung tangannya.

"Untuk apa kita membicarakan hal pribadi di acara ini?"

Sea menatap Star, dingin dan datar. "Anda keberatan? Tidak perlu didengarkan."

Cukup beberapa detik, pemandangan itu sudah mampu membuat hatinya sakit.

Aku pikir dia akan menyembuhkanku.

Tapı ... tidak,

Dia mematahkanku, lebih dari itu.



Suasana di meja kafe itu beruhah hegitu canggung. Bukan hal baru mendengar Sea berucap dingin dan tajam sekalinya bicara. Tetapi seberani itu pada anak dari pemilik Perusahaan, itu di luar prediksi mereka.

"Nona Star, tolong jangan diambil hati ucapan Sea. Dia memang seperti itu. Sea itu sangat pendiam, jadi sekalmya ngomong suka agak nyelekit." I ili

mencoba menjelaskan.

Mata mereka masih tak bisa dialthkan dari pemandangan yang sulit dicerna akal. Rasanya baru tadi siang Dara menggosipkan, dan semesta seolah mendukung semua ucapannya dengan memperlihatkan kebenaran tentang status terlarang kedua makhluk rupawan di hadapan mereka.

Star tersenyum ramah sambil mengangguk kecil. "Iya, tidak apaapa. Tapi, lam kalı, tolong sikap kamu lebih dijaga, Sea. Bagaimanapun,

memperlakukan orang seperti itu tidak benar."

Sen menggeleng jengah-merasa lucu mendengar ucapan itu keluar dari bibir Star. "Bersikap dingin tidak benar. Tapi, mencintai suami orang

tidak dipermasalahkan. Benar begitu, Nona?"

"Ma-maksud kamu?" Star gelagapan, "mungkin dari awal kamu yang berada di antara suami kamu dan pasangan lalunya. Saya sebenarnya tidak suka mengumbar masalah pribadi di depan banyak orang, tapi katena kamu membahas, jadi tidak apa jika saya membalasnya 'kan, Sea? Terlalu dingin sama pasangan juga tidak baik. Tapi, itu hak kamu sih. Saya cuma memberitahu saja. Maaf jika kamu merasa tersinggung."

"Maaf juga jika ucapan saya tadi menyinggung Anda. Seharusnya Anda tidak merasa tersinggung. Kan saya tidak membicarakan tentang Anda,"

sahut Sea sambil memutar mutar sedotan di dalam gelas jusnya.

Nada datar dan wajah tak berekspresi, ucapan itu mampu menohok

# clasizayani

Star Ja meremas tangan Rigel, mencari kekuatan dari tangan lelaki yang dicattanya. Star nyaris tidak pernah bertengkar dengan stapa pun. Semua orang menyukainya. Ia hangat dan bersahabat, sehingga tidak ada yang pernah memulai perdebatan dengannya.

"Sea...," Rigel menegur pelan, memberi isyarut agar berhenti mengatakan hal-hal aneh dan memancing keributan da tidak ingin urusannya jadi malah

panjang

Sea mengembuskan napas pelan, mengalihkan pandangan dari keduanya "Saya tidak terlalu paham tentang banyak hal. Orang seperti saya seharusnya memang tidak memiliki pasangan. Saya terlahi dingin dan juga tidak berperasaan. Mungkin itu kenapa pasangan saya lebih memilih menginjak kotoran lalu karena tidak tahan menghadapi sikap saya yang tidak benar"

Riget merepis petan tangan Star, agak memajukan tubuhnya "Sea, bukun-"

"Sea, jangan bilang begitu," potong Eben sebelum Rigel menyelesaikan kalimat. "Menurut saya, kamu malah bikin penasuran Saya nggak tahu pandangan orang lain tentang kamu. Tapi bagi saya pribadi, penduan dan dingunya kamu malah memberikan nilai tembahan."

Rigel menatap Eben penuh permusuhan, kehilangan seluruh kata yang

mgin disampaikannya pada Sea.

Sea memilih tidak menyahut, menunduk dalam dalam saat rasa muak mulai melingkupi kepala. Ia mgin pergi dari sini, tetapi itu hanya meminjukkan bagaimana pengecutnya dirinya kabur dari orang yang ingin melihatnya terluka. Dipukuli sampai babak belur oleh Ayahnya saja la tidak apa, mengapa harus merasa hancur hanya katena sebuah utapan? Ia tidak seharusnya merasa sakit hati, pada orang yang dengan jelas sengaja menyakiti.

"Kalian berdua", terlihat sangat serasi!" Dara mengacungkan ibu jarinya ke arah Star dan Rigel-berusaha menengahi perdebatan tidak penting itu dengan perasaan berat-bingung harus senang atau sedih ketika

fakta diperlihatken secaro langsung di depan kedua matanya.

Star tersenyum senang, menatap wajah Rigel dari samping yang jauh tertihat lebih tampan saat dia berekspresi serius sekaligus dingin. Mata Rigel hanya tertuju pada satu titik—sementara titik yang dituju tidak sama sekali tertank

Setelah mengucapkan kalimat setajam belati, hanya selang beberapa detik Sea kembah fokus pada hidangan yang ada di meja. Seperti duma yang diplaahkan oleh ruang dan waktu, di sanalah Sea berada. Sulit menggapat Sea, sulit untuk mendapatkan perhatiannya.

Liti berdeham, "Eh, i-iya Serasi sekali!" sambil sesekali melitik pada belaian jemari Star di punggung tangan Rigel yang berucat. "Dan eh, jangan khawatir, kami semua orang yang open minded. Kami cukup tahu urusan orang dewasa. Itu liak kalian."

"Terima kasih atas pengertiannya dan maaf atas ketidaknyamanan ini Kami akan segera pulang, cuma berniat menyapa sehentar iya kan, Kak?" Star mengguncang pelan lengan Rigel dan akhirnya berhasil membuat dia menuleh.

"Ya?" sahatnya kebingungan sambil melirik ke arah tangan Star yang kembali memberikan sapuan lembut padanya

"Kita harus segera kembali ke Rumah Sakit. Mama pasti sudah

menunggu di sana."

Sea tersenyum tipis di ujung bibir, mengatur napas pelan-pelan seraya menekankan sesak yang suht dijabarkan. Ia herusaha tetap terkendali, walau ia merasa seperti tak memiliki harga diri. Aturan Tuhan saja mereka langgar Apasagi cuma aturan manusia. Ia yang bukan siapa-siapa, sakit hati pun rasanya tidak berbak.

"Oh ya teman teman. Di sim ada yang berulangtahun hari mi," suara penyanyi di atas panggung itu membuat mata semua orang tertoleh ke arah

serta

"Pak, yang dimaksud Anda" tanya Dara antusias sambil mengangkat tangan "Di sini, mas, yang lagi ultahnya. Katanya mau nyanyi nih!" serunya dan langsung dukuti oleh bawahannya yang lain

Perdebatan ito terlupakan dan mulai menceir saat bising tepuk tangan

penyemangat itu serentak disuarakan.

"Sea, kamu bisa nyanyi nggak? Temani saya sebentar, mau? Saya nggak

pede sendician di atas panggung."

Sea mengangguk kecil tanpa pikir panjang dan hangkit dari kutsinya. Kesempatan apa pun akan ia ambil selama bisa menjauh dari mereka—dari sumber sesak yang tak kunjung hilang juga.

"Sea, kamu man ngapam?" Rigel ikut bangkit dari duduknya---yang

tidak dihiraukan olehnya.

Di atas panggung itu, mereka diberikan tepukan tangan merah. Mau tudak mau, Rigel kembali duduk dan menyaksikan si Eben dan Sea saling bersisian.

Saat musik mulai terdengar, barulah bising mulai memudar digantikan oleh suara serak dan berat Sea.

Jangan tanyakan perasaanku, jika kau pun tak bisa beralih Dati masa lalu yang menghantuinni, karena songguh ini tidak adil

Eben berdeham gugup, yang langsung disoraki bawahannya. Is sesekali

clarifagani

menatap Sea, rasz matu berpadu menjadi satu

Bukan maksudku menyakitimu, namun tak mudah 'nik melupakan Cerita panjang yang pernah aku lalin, tolong yakinkan saja raguku

Rigel menelan saliva, saat mendengar setiap kalimat dari lagu yang

dibawakan oleh mereka-yang bahkan tidak ia ketahui judulnya.

Pergi saja engkau pergi darilo, biar kubunuh perasaan untukmu Meski berat melangkah, hatiku, hanya tak siap terluka

Ben kısah kıta sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku

Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah

Tepat. Semua hriknya menggambarkan cukup baik keadaan keduanya sekarang. Hanya dalam waktu sehari, semuanya benar-benar berada di titik berantakan.

"Kak, man berapa lama lagi kitu di sini? Sea sedang bersenang senang bersama teman kantornya, sementara Mama sudah dari tadi nanyain kita" Star saling menantkan temari mereka saat mata Rigel hanya menatap ke arah Sea dengan pandangan yang sulit diartikan. "Ayo kita pulang, aku man lihat keadaan Mama."

Rgel mengeluarkan ponselnya untuk mengecek waktu karena tidak mengenakan arloji. Namun, dahinya mengernyit samar saat melihat deretan pesan dari nomor asing yang baru masuk beberapa menat lalu. Ia bahkan baru sadar ponselnya berbunyi sedari tadi.

"Sebentar, Star," Rigel melepaskan tangannya dari genggaman Star dan

membuka pesan itu.

Hanya cukup beherapa detik, rautnya langsung berubah pias dengan kilat amarah memenuhi wajah begitu melihat atapa yang ada di sana. Ada empat foto yang dlambil di dalam kamarnya. Ketiga dari foto itu memperlihatkan Sea yang tengah tertidur lelap di atas ramang mereka. Tubuhnya dilingkupi seperuhnya oleh selimut. Sedang satu foto dengan tambahan kata, rasanya hyans membuat hati dan otaknya meledak saat itu juga

Di satu foto itu, si bajingan Rafel menunduk seraya menyematkan ciuman di punggung tangan Sea. Begitu intim layaknya lelaki yang sudah

lama tidak saling sapa dengan perempuan yang dicintainya.

Lihat, Rigel, perempuan yang sedang kamu sia-atakan sudah kembali padaku. Kami memiliki waktu yang baik dan tak terlupakan malam ini. Terima kasih sudah mengkhianatinya dengan adikmu sendiri. Dan kali ini, jangan berharap aku akan melepas Sea lagi. Kamu tahu peraturannya, dan kamu memilih untuk menghancurkannya!

Sea dan si bangsat Rafel semalam berada di apartemennya. Dan mereka

Pun dalam keadaan satu kamar bersama!

Tangan Rigel bergetar seraya meremas ponselnya. Letupan emosi

memenuhi kepala dengan napas yang tak lagi beraturan. Star berbicara, tetapi indra pendengarannya tidak lagi mampu menangkap suara. Kecuali amarah dan sakit hati yang tidak terdefirusi, semuanya tidak lagi sanggup Rigel rasa

Saat 12 masih menatap semua foto yang dikirim Rafel dengan tak

percaya, tiba-tiba suara semua orang menjadi begitu heboh.

"Kak, itu . . Kak Rafel, kan?" Star membulatkan mata mehhat Rafel yang tiba tiba datang dan memeluk Sea di atas panggung.

"Apa itu suami Sea? Astaga. so sweet!" Dara berseru, menutup mulutnya

dengan binar meruna.

Eben yang berdiri di dekat Sea, memberikan tubuh keduanya jarak, la tidak menyangka kalau suami Sea akan datang ke sini dan mendekapnya beg tu crat di hadapan semua pengunjung yang sekarang tampak terpana

Mendengar kata Ratel, kepala Rigel langsung mendongak ke depan, Wajahnya memerah, ponselnya dicengkeram semakin erat. Sea sedang dipeluk oleh tubuh tinggi seseorang yang membelakanginya. Bahkan tanpa melihat wajahnya, Rigel sudah tahu siapa dia.

Pun dengan Sea, yang suht percaya melihat Rafel datang dan mendekapnya hingga ia kesulitan hernapas. "K-kak? Kenapa?" Sea bertanya

kebingungan.

"Sea, aku minta maaf. Aku benar benar munta maaf." Pelukan Rafel klan mengerat, menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Sca.

Sea mengernylt, "Untuk?"

"Segalanya, Ya. Segalanya! Aku minta maaf sudah menempatkan kamu di neraka selama bertahun tahun lamanya untuk kesalahan yang ridak kama lakukan. Aku minta maaf, Sea."

"A apa... ?" mata Sea memerah, saat ia mulai menangkap maksud ucapan

Rafel.

"Bukan kamu dalang di balik kematiannya. Bukan kamu Sea" Rafel menggeram putus asa dengan mata berkaca kaca. "Maaf, baru mencari tahu sekarang. Maafkan aku. Seharusnya sudah dari awal aku memercayaimu."

"Mama pasti kecewa padaku telah memperlakukanmu begitu buruk

Aku tidak tahu, 5es. Aku tidak aku. Aku benar-benar minta masi."

Ekspresi Sea berubah kosong dan tak terarah. Setetes air mata melancur jatuh saat Rafel setengah terisak di dalam dekapannya teriis memohon

permintaan maaf darinya.

Setelah tiga bulan lebih diselahki, akhirnya titik terang kasus itu mula: terlihat jelas dan memberinya jawaban. Walaupun belum benar-benar selesai sampai ke akar, tapi paling tidak Rafel sudah tahu bahwa bukan Sea lah penyebab utama kebakaran di villa itu Semuanya keliru. Semuanya adalah

# clarisayani

kesalahan fatal dari beberapa oknum sialan.

Dari kejauhan, Rigel meraih botol minuman dengan amarah yang sudah tidak dapat lagi ia tekankan. Persetan pada semua orang yang berada di sana sekarang.

"Pak Rigel, Itu buat apa?" Lili mengernyit dalam saat Rigel meraih botol

wine berukuran cukup besar

\*Kaki Kamu mau ngapain? Kak Rei<sup>10</sup> Star memekik seraya menyusul Jangkah panjang Rigel ke arah panggung. Namun, dia sama sekali tidak bisa Jahentikan

Semua orang masih kebingungan. Tidak mengerti sama sekali apa yang

sedang terjadi sekarang.

Sea membulatkan mata melihat Rigel tepat berada di belakang tubuh Rafel dan perlahan melayangkan botol yang dipegangnya

"Anjing!"

"Kak, awas!" Sea menank tubuh Rafel ke samping sehingga dia bisa terbindar dari hantamannya.

"Kak Rei!" Star menutup mulut, langkahnya tak sanggup dihela ke depan melihat kekalapan Rigel yang membabi-buta. Botol itu terhempas teras ke lantai panggung dan hancur berantakan di sana.

Rafel menatap horor pecahan botol kaca itu, kemudian beralih pada Rigel yang terlihat murka luar biaso. Ia tidak menyangka kalau anak yang

jauh lebih muda darinya itu benar benar gila.

"Kamu sudah gila, huh?!" geram Rafel dengan caut menggelap.

Rigel menghampiri dengan cepat dan menarik kerah kemejanya. "Seharusnya lo nggak main-main sama gue!"

Berusaha tak gentar, Rafel tersenyum tipis. "Oh, kamu sudah terima

Pesan—"

Belum sempat terselesaikan. Rigel sedikat mendorong tubuh Rafel dan menendang dadanya hingga tubuhnya terhempas keras ke bawah panggung. Dia melompat kembah menghampat dan melayangkan tonjokkan berulang kua ke wajahnya Bahkan untuk sessat, pandangan Rafel memburam, tidak mampu untuk menghempaskan tubuh Rigel yang melemparkan tinjuan teperti orang kesetanan di atasnya.

"Bangsat lo' Anjing! Lo ngapain deketin istri gue?!"

Dara dan teman-temannya saling berpandangan waisu kepanikan tidak

mampu ditutupi.

"K kak Rei..." suara Star bergetar lirih di tengah kepanikan semua orang. Tidak ada yang bisa ia lakukan melihat gurat wajah Rigel terlihat jauh lebih menyeramkan. Tidak terhitung berapa kali dia pernah berkelabi di masa SMA, tetapi raut itu tidak penah ia lihat sebelumnya.

Banyak yang berusaha melerai, tetapi tenaga Rigel begitu sulit untuk ditahan Banyak dari mereka yang terhempas dan berakhir mendiamkan i menunggu tim pengaman datang.

"Untuk apa lo menginjakkan kaki di apartemen gue, Anjing? Apa yang udah lo lakuin sama istri gue semalam?!" sentak Rigel sambil kembali

melayangkan hantaman keras.

Sea yang melihat kekalapan Rigel dan segala umpatannya, bergeming di tempat—terlalu terkejut melihat kemarahan Rigel yang paling parah selama bertahun-tahun ia mengenalnya.

Rafel menggulingkan tubuh Rigel ke lantai, gantian melayangkan tonjokkan keras. "Lo yang hangsat! Lo pikir gue nggak tahu kaian lo

mengkhianati Sea? Lo menjijikkan Rigel. Apa yang lo-"

Rigel tidak membiarkan dia menyelesaikan kalimat dan beralih mencekik lehernya. "Gue nggak pernah mengkhianati dia Nggak pernah sekali pun gue mengkhianati Sea!"

Mereka saling bertatapan, saling menghunuskan tatapan tajam

"Apa lo tano semaiam dia demam tinggi? Apa lo mau tahu lutut dia terluka separah itu? Lo ke mana, Rigel? Rafel menahan tangan Rigel yang berada di lehernya. "Lo lebih memilih menunggu anak angkat itu dar pada Istri lo sendiri!"

Saat tongan Rigel sedikit mengendur Rafel mengambil kesempatan untuk menghajarnya. "Lo tahu gue cinta sama Sea. Dan lo malah menyia-

nyiakan dia, brengsek! Jangan harap gue akan mengalah lagi."

Keduanya bangun, benar-benar berkelahi dengan tubuh yang terlempar ke sana ke mari. Beberapa kursi dan meja saling terbalik, bahkan ada yang patah menjadi dua bagian. Empat satpam bertubuh besar buru-buru menghampiri, berusaha memisahkan keduanya.

"Jika kalian tidak berhenti juga, kami akan Japor polisi" ancam salah

satu satpam yang menahan tubuh Rigel.

Dengan kasar, Rigel menepis tangannya dan berahh menarik kerahnya "Laporkan saja! Laporkan ke seluruh polisi da negara ant!" bentakkan itu membuat bibir satpam itu terbungkam.

Seperti dejavu, tubuh Star membeku. Rigel memang tidak pernah takut pada aturan manusia. Dia tidak akan pernah gentar akan semua ancaman

apa pun yang keluar dari bibir lawannya.

"Rigel, lepaskan Sea. Dari awal, dia milik saya. Saya sudah memberi kamu kesempatan, tapi kamu malah menyia-nyiakan, Jangan egois dengan menahannya hanya untuk melihat percintaan menjijikkanmu dengan mantan kembaranmu itu!"

Rigel berbalik, menatap Rafel yang tengah bertumpu pada meia sambil

# clarisayani

memegangi perutnya. Napasnya tersengal dengan wajah yang telah babakbelur Seperti kesetanan, anak itu benar-benar menghajarnya membabi-buta hingga ia kewalahan untuk membalas serangannya.

"Ucapkan sekali lagı, agar sekalıan gue kembalım lo ke tempat Tuhan!"

Dingin, Rigel berucap penuh ancaman.

Star buru-buru menghampira Rigel, memeluk tubuhnya dara belakang berusaha menenangkan saat kemarahannya terlihat masih belum usai. "Kak,

sudah. Ayo kata pulang, Untuk apa kamu meladem dia?"

Rafel meurik ke arah Sea yang mulai turun dari panggung untuk memastikan dia tidak apa-apa disuguhkan pemandangan memuakkan sekalıgus menyenangkan untuk dılıhat. Dan Rafel tahu, ekspresi datar itu jejas hukan jawaban dari kata baik-baik saja.

Tersenyum sınis seraya kembalı menatap Rıgel, ia berdecih pelan. "Perempuan tercintamu sudah mengajak pulang, Rigel, Jangan khawatir dengan Sea. Dia akan sepenuhnya aman bersamaku. Bahkan semalam, kami

menghabuskan—"

Kedua tangan Star terentak keras dilepaskan secara paksa, Rigel majuke depan, meraih kerah kemura Rafel dan membantung tubuhnya ke dinding

kafe bingga heberapa pajangan berjatuhan ke lantat

Sea yang sedari tadi memilih diam, aklurnya menghampiri dan mencengkeram kedua tangan Rigel yang ditekan semakin dalam ke leher Rufel Pun dengan dua satpam di belakang yang sekuat tenaga berusaha memisal.kan.

"Re., lepaskan tanganmu dari Kakakku. Berhenti bersikap memuakkan d, hadapanku!" ucap Sea tajam, dan akhirnya mampu melonggarkan patingannya.

Rigel tersenyum hambar, mengangkat kedua tangan dan memberikan Jarak pada tubuh keduanya. "Sudah terlepas, Sea," tapi sedetik kemudian, tangan itu beralih mencengkeram lengan Sea. "Ayo kita pulang!"

"Rigel!" Sea terkejut saat tubuhnya mulai diseret paksa ke luar

Rafel hendak menghampiri, tetapi Rigel meraih botol minuman yang masih terisi penuh di meja tamu lain. "Jangan mendekat. Atau, gue hancurkan otak lo sampe berceceran ke lantai."

Melihat keributan itu tidak akan menemukan ujung pangkal jika tidak ada yang mengalah. Sea akhurnya menggeleng ke arah Rafel—agar tidak

kembali menyulut kegilaan Rigel.

"Aku tidak apa-apa, Kak. Obati dulu lukamu" Sea berucap pelan melihat <sup>Wajah</sup> Rafel bahak belur jauh lebih parah dari Rigel.

Dan tak menunggu lama, keduanya telah menghilang dari pandangan Semua orang —termasuk Star yang menyeka air matanya berkali-kali melihat

lelaki yang dicintalnya pergi tanpa mengucapkan apa-apa.

Rigel langsung memasukkan tubuh Sea ke dalam mobil disusul olehnya tidak lama kemudian Tancapan pedal gas yang dunjak keras, membuat mobil itu melesat secepat kilat.

Sea tidak tahu Rigel akan membawa keduanya ke mana. Sudah belasan menit berlalu, apartemen yang ditempati dan masih terletak di kawasan itu ditinggalkan. Tidak ada yang berbicara, bibir keduanya bungkam seribu bahasa dengan dada yang berdentam cepat.

Sekitar lebih dari tiga puluh menit, Rigel menghentikan mobilnya secara serampangan di lobi apartemen yang tidak sama sekali Sca kenal Saat Sea masih menelaah sekitar, Rigel telah kembali menarik tangannya agar cepat keluar, membawa tubuhnya ke dalam lift dan menekan lantai duahelas,

"Rei, apa yang sedang kamu lakukan sekarang?"

Rigel tidak menyahut, ekspresinya terlihat dingin dan kembali menyeret tangan Sea yang ditepisnya berulang kali. Kehabisan kesabaran, Rigel mengangkat tubuh Sea yang kian meronta ronta dalam gendongannya,

"Kamu sadah gila, Rei! Turunkan!"

Sea terlalu sibuk memukuh tubuh Rigel tanpa memerhatikan sekitar ketika pintu di depan mereka terhuka dan barulah ia diturunkan setelah ruangan asing yang dipijaknya munghiasi netra. Dengan debam menggelegar, pintu ditendang Rigel sekuat tenaga disusul tubuh Sea yang disandarkan keras ke dinding.

Rigel mencengkeram rahang Sea, melumat dengan kasar bibirnya tanpa ampun. Dia sama sekali tidak berbicara, tidak mengatakan apa apa, tetapi Rigel yang seperti ini nyaris tak Sea kenal sama sekali. Tidak ada kelembutan, seoloh tubuh tinggi di hadapannya telah dirasuki raja ibhs dari neraka.

"Rei, lepas—kan!" Sea melawan, melayangkan tonjokkan ke atah wajahnya yang langsung ditangkap dan diputar ke belakang. Kedua tangan Sea dikunci di belakang punggung, sedang wajahnya disandarkan hingga pipinya menekan dinding.

"Rei, sialan, lepaskan! Apa yang sedang kamu lakukan?!" sentak Sea

ketika tenaganya tidak sebanding dengan Rigel.

Embusan napas hangat Rigel menerpa tengkuk Sea yang berkenngat,

dan helai rambutnya disingkirkan dan dikumpulkan ke satu sisi.

"Sea, sepertinya kamu suka diperlakukan kasar, eh? Seperti Rafel yang sudah memaksamu, apa aku juga harus melakukannya sekarang untuk menghapus semua jejak dia dari tubuhmu semalam?" Rigel menurunkan kepala, mencecapi tengkuk Sea dengan deru napas yang tersengal pelan.

"Apa mak-sud kamu, Rei?!" Sea menggertakkan gigi, merunta-runta

yang tak sedikit pun mampu dilepaskannya. "Jangan gila! Lepaskan!"

# claresayane

"Apa yang telah kalian lakukan di kamar kita? Beraminya kamu bawa dia ke sans, sialan!" bentak Rigel dengan keras tepat di telinga Sea.

Sea memejamkan mata dan meringis nyeri, saat satu tangan Rigel

terolur ke depan dan meremas buah dadanya,

"Rei, lepaskan," Ia merintih pelan, memberinya peringatan "Aku tidak

ingir membencimu. Jadi aku mohon, lepaskan sekarang juga."

Juget tersenyum maring bak iblis, tidak menghiraukan ancamannya dan tangan itu beralih membuka gesper diikuti oleh suara ritsleting celananya yang membuat bulu kuduk Sea seketika meremang. Kembah, Rigel mendaratkan cuman di tengkuk Sea. Walau tidak bisa diam dengan tubuh yang tersandar ke dinding, Rigel masih bisa membuatnya tak berkutik di tempat

"Rigel' Lepaskan!" Sea putus asa, saat Rigel melepaskan dengan paksa celana bahannya Kakinya terus menendang serampangan, berulang kali

membentur dinding ruangan. "Rei, jangan seperti ini. Lepaskan "

"Bukankah kamu suka diperlakukan seperti ini?!" Rigel membentak, mengangkat kemeja Sea ke atas dan mengurut muliknya yang audah siap dan ditekankan ke bokongnya.

bes memejamkan maia, setetes huhr bening meluncur jatuh dari sudut matanya. Ia tidak lagi bersuara, begitu Rigel menyentuh tempat penyatuan

dan menggosokkan pelan jemaranya di sana

"Aku tidak mengerti bagaimana kamu masdi bisa dekat dengan pemerkosamu, Sea Bahkan kalian - kalian tidur di kamar kitat" suara Rigelbergetar dun tanpa aba aba sa menyentakkan miliknya ke dalam diri Sea. Kemarahan dan rasa kecewa Rigel tak lagi terkendali. Sepenuhnya, benda Itu diterohoskan tanpa pemanasan apa-apa.

Sen menggigit bibir bagian dalam, tangannya terkepal keras dalam

cenggeraman Rigel.

"Bagalmana? Apa rasanya masih sama?" Kedua mata Rigel berkacakaca sebap sali dia mengentakkan pinggulnya dan memperdalam penyatuan mereka. "Apa seperti ini dia melakukannya? Apa seperti ini saat dia menaksamu untuk memuaskan nafsunya<sup>7]\*</sup>

Sea diam. Kecuali deru napasnya yang tersengal-sengal, Sea merapatkan pibirnya dengan pandangan kosong ke samping. Di belakang tubuhnya, Riger masih memompa, sesekali mendesah dan mengerang pelan setiap titik

lerjauh Sea disentuhnya

Ruangan itu begitu hening, tak ada lagi yang bersuara kecuali bunyi dan tubuh mereka yang saling bergesekkan. Apartemen pribadi Rigel yang dibiarkan kosong telama tiga bulan ini menjadi saksi bisu bagaimana keduanya tersakiti di setiap desah napas yang dikeluarkan. Saat pelepasan sudah di ujung, Rigel melepaskan tangan Sea, memiringkan punggungnya

Although a corpor Consultation of

agar sedikit membungkuk ke depan sebelum cairan bening itu disemburkan

sepenuhnya di dalamnya.

Untuk beberapa saat, Rigel menahan tubuh Sea yang nyaris ambruk ke lantat. Miliknya ia lepaskan saat Sea tetap bergeming dan tak bersuara, Rigel menghadapkan tubuh kecil itu, dan dengan cepat wajahnya dipalingkan ke arah lain enggan untuk menatapnya.

"I ihat aku, Sea," Rigel menangkup wajah pucat Sea, menatapnya lekat lekat "Demi Tuhan, aku cemburu pada Rafel. Melihat kalian dekat, nyaris

membuatku meledak!"

Dari semua lelaki yang mendekati Sea, Rafel adalah orang yang paling dibencanya. Mereka memiliki masa lalu. Mereka pernah saling menyatu. Sungguh jika tadi ia memiliki pistol, Rigel sangat yakin pasti tanpa pikir

panyang akan ia tarik pelatuk untuk melobangi kepalanya.

"Iya, aku tahu kamu bisa bertahan tanpaku. Aku tahu kamu tidak membutuhkanku," sir mata Rigel yang semula tertahan di pelupuk mata, kini jatuh mengaliri pipinya. "Tapi, aku tidak bisa. Aku tidak sanggup membayangkan hidup tanpa kamu. Aku di sini yang membutuhkanmu, Sea. Aku di sini yang lebih menginginkanmu!"

Sea menatap nanar wajah Rigel, kedua tangannya terkepal keras. Masih sulit percaya, lelaki yang selama uni ia berikan kesenipatan uniuk lebih mengenalnya, ternyara sama saja dengan Rafel yang pernah menghancurkan

kepercayaan yang dulu ia punya.

Rigel meraih tangan Sea, menggenggamnya. "Jangan Jangan kembal, padanya. Aku mohon, jangan kembali padanya. Aku akan melakukan apa pun, Sea, apa pun asal kita masih bisa bersama."

PLAK

Sea menampar pipi Rigel Dan saat Rigel hendak berbalik dan dengan

pasrah menerima, Sea kembali melayangkan tonjokkannya

"Berhenti menjadikanku boneka seksinu. Berhenti menahanku di sini Jika kamu akan terus menyakitiku!" kesalnya, "Sebenarnya, apa yang kamu ingliskan dariku? Jika kamu masih mencintai Star, aku tidak masalah, Rei. Tolong jangan memperumit semuanya! Biarkan aku pulang ke tempatku. Aku lelah berada di sisimu. Rei. aku tidak bisa!"

BRAK

Rigel menonjok dunding di belakang kepala Sea. Keras, hingga retak dan meninggalkan jejak. Deru napas Sea terputus-putus-sesaat berpikir tonjokkan itu akan melayang ke wajahnya.

Pandangan Rigel menggelap, wajahnya merah padam dengan tangan

terkepal kuat dan titik darah di setiap lekuk jemarinya.

"Kamu pikir kenapa aku menahanmu tetap di sini? Kamu pikir kenapa

# clausayani

aku ndak mampu jika tanpa kamu? Apa kamu sadar, Sea?'" menggelegar, Rigel berteriak tepat di depan wajahnya,

Sea diam, membiarkan Rigel memuntahkan kekesalan.

"Aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak perempuan yang kunduri selama hidup. Aku tidak tahu berapa banyak aku bercinta dengan perempuan berbeda setiap malamnya. Tapi, tidak satu pun yang kutemani sampat pagi. Tidak ada satu pun dari mereka yang mampu menahanku untuk perg! Aku yang mencampakkan mereka, Sea. Aku yang mencampakkan mereka semua tepat setelah kami selesai bercinta. Aku hanya menjadikan mereka pembuangan apermaku."

"Apa bedanya aku dengan mereka? Sebaik apa pun perlakuanmu, jika naturu masih terbagi dengan masa lalu, untuk apa? Aku tidak ingin berbagi dengan siapa pun, Rei. Aku tidak bisa tersakiti oleh cinta yang tidak pasti. Lebih baik uko mundur sampai di sini, daripada membuat hatiku hancur lebih dari ana."

Rigel tidak habis pikir dengan Jawahan Sea. Ia mengangkat tubuhnya dan menghempaskan ke tengah ranjang. Merangkak di atasnya saat Sea

herusaha melarikan dira, Rigel mengunci tangannya di atas kepala,

"Boneka seka, huh? Fuck #1" umpatnya tajam dengan tubuh yang nyaris tak berjarak. "Jika aku hanya menjadikanmu boneka seksku, aku tidak akan pernah mau merepotkan diri sendiri untuk memperlakukanmu dengan baik. Bahkan ketika kita percinta, aku memastikan kamu merasa nyaman dengan setiap sentuhanku. Aku ingin memastikan kamu bahagia ketika tubuh kita saling menyatu. Aku tidak pernah takut walau di rahimmu tertanam anakku. Apa yang harus aku lakukan selain itu, Sea, agar semua perasaanku ielas di matamu? Apa...?"

Tubuh Sea membeku, saat semua kalumat itu keluar dari bibir Rigel

"Aku tahu, aku kekanakan, egois, tapi itu hanya bagian dariku. Aku tidak tahu bagaimana harus mengubahnya, Sea. Kupikir kita sudah saling mengenal juga." Suaranya terdengar parau dan serak-tidak tahu harus mengatakan apa lagi untuk membuatnya tetap tinggal

Sea memejamkan mata, memalingkan wajah ke samping Jantungnya bertaluan cepat, saat Rigel mengecupi pelan pipinya sambil menggumamkan

untuk tetap tinggal.

la membuka mata, kembali menatap Rigel yang berada di atasnya. Bagamana perasaanmu pada Star? Apa rasa itu telah selesai?"

Rigel membalas tatapannya, menelan saliva susah payah "Jika kamu

<sup>Ingin</sup> aku menjauhanya, aku akan melakukannya."

Sea meringis, tersenyum getir. "Jika-aku-meminta," tekannya "Lapakan saja, Rei. Terserah apa yang ingin kamu lakukan."

Rigel membawa tangan Sea yang sedari tada ia tekan, kemudian diciumnya dalam-dalam. "Jangan pergi ke mana pun, Sea. Kamu milikku Kamu seutuhnya milikku."

Dan pertanyaan tentang perasaannya pada Star tak mendapatkan sahutan Jelus, kalau masih ada rasa yang tertinggal di masa lalunya—yang masih belum bisa terlupakan sampai sekarang.

444

Rigel masih terjaga sampai tengah malam sambil mendekap erat tubuh Sea di belakangnya Semula, Sea meronta, meminta dilepaskan. Tapi perlahan, dia kewalahan dan akhirnya menyerah hingga terlelap dalam dekapan,

Pelan pelan, Rigel menurunkan selimut untuk mengecek luka di lutut Sea yang masih terlihat parah. Ia tutun dari ranjang, mencari kotak P3K dan mengobati lukanya pelan pelan sambil meniupi setiap kali salep dioleskan,

la keluar dari kamar sambil bermat membereskan pakaian mereka yang masih berserakan di depan pintu. Saat kembali menghela langkah ke kamar untuk tidur, ponsel di saku berbunyi dan saat ia mengecek, ada lima belas panggilan tak terjawab dari David sejak satu jam lalu. Ia menautkan alis, tidak biasanya dia menghubungi tengah malam begini

"Halo Vid, kenapa?"

"Lo dar. tadi dihubungi nggak diangkat angkat!" ketusnya kesal "Ini adek to ada di sini sekarang, lagi mahok dikerubungi geng Randy. Gue udah nyuruh Star pulang, tapi dia bersikeras tetap tinggal. Gue juga udah kirimin foto mereka di chat. Lo—"

Rigel langsung mematikan sambungan dan mengecek pesan masuk yang dikurim David. Dan ... benar. Foto Star yang tengah berdansa di dance floor bersama beberapa pria langsung menyita sehiruh perhatiannya. Termasak Randy, musuh bebuyutannya saat SMA.

Dengan cepat, Rigel mengenakan celana jinanya kemudian meraih kemejanya di kursi. Sebelum kakinya berlari keluar dari kamar, la menyematkan cuman lama di dahi Sea, lalu turun ke bibirnya sedikit mengisapnya.

"Sleep tight, sayang. Aku pergi dulu sebentar. Kamu jangan ke mana-

mane. Tunggu aku!"

Selang satu menit, bunyi pintu apartemen yang tertutup dari har terdengar. Sea membuka mata, saat Rigel telah menghilang dari sisinya.

444

Mendal scoper Constitution of

### clarifagani

menyapa indra pendengaran. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan di tengah keramaian untuk mencari keberadaan Star, dan tidak lama, tibuh semampai dengan balutan mini-dress seksi itu ia temukan. Dia sedang menunduk lemah sambil memegang gelas alkohol. Di sampingnya, ada seotang pria yang tengah mengelus-elus lengannya.

"Kamu sampal jam berapa di sini? Mau pesan hotel?" tanya iclaki asing

ιW

Saat Star baru saja hendak meneguk carran yang membakar tenggorokan,

dengan segera Rigel mengambil alih dan menjaulikan.

"Kamu ngapam di sini<sup>91</sup>" sentak Rigel melihat wajah Star terlihat merah dan pandangannya sayu serta sembab. "Seharusnya kamu istirahat di kamar. Bukannya malah berkeliaran di kelab."

Lelaki itu memprotes tidak senang atas kehadirannya, mendorong tubuh Rigel dan langsung dilerai oleh David dan kawan yang lain. "Sudah,

Bro. Cari yang lain aja. Dia udah dijemput sama Kakaknya."

"Star, ayo kita pulang," Rigel merash tangan Star yang langsung dihempaskannya.

"Jangan memedulikanku. Pergi saja, Rei Aku tidak lagi

membutuhkanmu!" usir Star sambil mengibaskan tangan

Rigel kembali meraih lengan Star, tidak memedulikan ucapannya yang

terdengar mabuk.

"Lepaskan! Jangan menghirankanku. Aku benci kamu. Aku benci!" Star berteriak nyaring sambil menangis, dan tubuhnya langsung ambruk ke lantai ketika alkohol hampir mengambil alih semua kekuatan

Rigel menggendong tubuh Star, membawanya keluar dari keramaian.

Dia terus meracau tanpa henti, menangis dan mengusir berulang kali.

"Pulang. Aku akan telepon bibi untuk menemanimu di apartemen."

Rigel membuka pintu mobil dan memasukkannya ke dalam.

Sciama perjalanan, mata Star tertutup, tetapi bulir bening terus mengalir dari kedua matanya. Tidak sampai setengah jam karena jalanan sudah sepi, mereka sudah sampai dan tubuh Star kembali diangkatnya dari tang. Ia menggendong Star di belakang punggung, satu tangan menenteng high heels-nya.

"Kak, turunkan aku. Jangan memedulikanku!"

Rigel tetap berjalan dan membawanya ke dalam apartemen, la menurunkan tubuh Star di sofa, mengambilkan air minum dan duduk di sampingnya.

"Minum dulu, supaya kepala kamu nggak terlalu pusing "

Star menurut saat denyut di kepalanya terasa luar biasa sakit. Rigel membantunya, sampal segelas air putih itu tidak bersisa.

Bangkit dari sofa hendak meletakkan gelas di konter dapur, Star metaik tangannya. "Kak...,"

"Kenapa?"

"Apa kamu mencintai Sea?" Star menjeda, air mata kembali jatuh dari sepasang netranya. "Kamu meninggalkanku di sana. Kamu mengabaikanm di depan semua orang. Apa kamu tahu bagaimana sakutnya diperlakukan seperti itu oleh orang yang kamu cinta?"

R gel mengembuskan napas pelan, melepaskan tangan Star. "Kamu perlu istirahat. Kita bicarakan lagi tentang ini nanti. Ayo, aku bantu ke dalam."

Star menutup wajahnya, terisak keras di sana "Aku benci diriku sendiri yang musih mengharapkanmu. Aku benci diraku sendiri yang musih sangat mencinta mu. Aku benci mengapa harus menjadi si antagonis karena menginginkanmu di dalam pernikahan kalian<sup>10</sup>

"Star, tolong pangan seperti ini," Rigel mendekat, herlutut di bawahnya dan mengusap su matanya. Kamu pasti akan menemukan pris yang lebih baik dar ku. Yang akan membuatmu jatuh cinta. Lelaki yang akan

memberimu bahagia sesungguhnya. Dan itu. Jelas bukan aku"

"Sul t, Kak, bahkan lelaki sebsik Brian tidak mampu melakukannya. Banyak sekali hal yang dia lakukan untukku, tetapi tidak mampu membuatku

jatuh cinta."

Rigel kembali berdin, mengeluarkan ponselnya. "Aku " aku akan menyuruh orang untuk menemanimu di simi" la berbalik ke arah pintu, mencari kontak salah satu sanak keluarga.

"Apa kamu masih ingat hadiah yang kuberikan dulu?"

Ponsel yang semula menempel di telinga, lunglai ke sisi tubuh. Dengan jantung bertaluan nyaring, Rigel menoleh di bahu. "Bukankah kamu yang memintaku untuk melupakan semuanya? Sampai mati kalau bisa, itu yang kamu katakan dulu, Star" ia mengucapkan dengan dingin

Star mengangguk getir, menyeka air matanya. Ia terdiam cukup lama. bibirnya hergetar menahan sesak yang menikam dada. "Aku masih sangat ingat semua sentuhanmu malam itu. Semuanya, bahkan desah napasmu

masih terngiang jelas di telingaku."

"Star...."

"Aku tidak menyesal telah memberikannya padamu. Aku tidak menyesal menjadikan kamu lelaki pertamaku. Karena setiap kali aku melakukannya dengan lelaki lam, aku bisa menggambarkanmu dalam otakku. Di atasku adalah kamu."

Napas Rigel kian memberat, membalik badan dan menatapnya. "Star, kenapa... kenapa kamu tiba-tiba membicarakan tentang ... itu? Bukankah kamu yang meminta padaku untuk tidak pernah membahasnya?"

# clarisayani

Kepala Star tiba tiba menoleh ke arah deretan figura yang berada di

dinding apartemen. Dia tersenyum pahit, lalu mengangguk kecil,

"Andaikan dia tidak hadir, seharusnya peristiwa itu sudah terlupakan. Tapi, setiap kali aku melihatnya, saat itu juga aku ingat bahwa kita telah melewati banyak hal berdua. Kita pernah melakukan dosa besar bersama, Kita telah melangkahi semua aturan Tuhan dan juga manusia."

Mata Rigel mengerjap tidak mengerti, mengikuti arah pandang Star

yang tidak ia ketahui foto mana yang dia maksud.

"Star, berhenti mengatakan hai anehi" Rigel menghampiri, rauinya

berubah serius. "Ayo kita ke kamar, Kamu-"

Pandangan Star tertuju pada Rigel, menatapnya lekat-lekat. "Bagaimana perasaanmu saat melihat anak di gendonganku? Apa dia tidak

mengingatkanmu pada siapa pun?"

Rigel membulatkan mata, kembah menatap toto yang dimaksudnya. Sinar lampu yang jatuh ke arah sana, membuat semuanya tampak jelas. Bocah lelaki di foto itu tersenyum tipis, berambut coklat dan ... bernetra coklat. Semakin Rigel melihatnya, semakin ia merasa kalau ada sesuatu yang mengingatkannya pada ... dirinya.

Rigel memundurkan langkah, tangannya bergetar pelan dengan dada yang bertaluan kencang. Kepalanya menggeleng, tak ingin percaya apa yang

tengah mengobrak-abrik otaknya. "Star, tidak mungkin kalau dia...,"

"Dia has.l dari dosa kita, Kak. London bukan anak Brian Tapi ... dia anak kita. Perpisahan lima tahun lalu kita hari itu, menghasilkan dia."



#### 5 tahun laku

"Kak Rei, boleh aku masuk?" Star mengetuk pintu kamar Rigel, Berkaji kali, tetapi sahutan tidak sama sekali ia dapatkan dari dalam.

Setelah ia mematuskan hubungan mereka minggu lalu di hotel Ritz Cariton selesai acara kehilusan, Rigel berubah seratus delapan puluh deraiat. Dia begitu dingin memperlakukannya. Star tahu, Rigel sangat kecewa dan

sakit liati akan keputusan sepihak ini.

Bukan hal baru melihat dia bersikap kaku pada orang lain. Tapi, rasanya menyesakkan ketika diterapkan juga padanya. Tidak pernah sekah pun Rigel bisa mengabatkan Star Saat marah, dia memang akan diam Tapi, tidak lama, dalam hitungan jam mereka akan baik-baik lagi saat ia mulai merujuk lauh berbeda dengan keadaan sekarang. Star sangat merasa kehilangan. Balikan untuk sekadar menatap wajalinya saja Rigel enggan Canggung dan tak menyenangkan. Rasanya benar benar berat harus bertahan tanpa kelembutan dan perhatiannya. Sungguh, Star tidak tahu sampai kapan la bisa tanpa dia. Seumur Indup saling menemani, dan hanya dalam hitungan jam lagi dia akan pergi. Ia tidak pernah membayangkan mereka akan hidup berjanhan namu. Tidak pernah la pikir saat keduanya menua, mereka akan terus sama sama.

"Kak, aku masuk ya?" Akhirnya Star memberanikan diri membuka daun pintu melongokan kepala ke dalam kamar, "Kak Rei, kamu di sini?"

panggilnya pelan seraya berjalan ke arah ranjang.

Tas dan beberapa koper saling bertumpukan di kamar Rigel. Semua barang barangnya telah disiapkan untuk keberangkatannya dua bari lagi ke Amerika Seakan ada beban berat yang tengah dipikul di pundak, Star bergeming di tempat — memerhatikan sennia persiapan kepergiannya.

Persiapan ini hanya membuat sesaknya bertambah parah dan tanpa sadar, air matanya menetes keluar. Sudah sangat terlambat jika ia menahannya, atau memutuskan untuk ikut ke Amerika. Orang tuanya sudah mendaftarkan dirinya di salah satu Universitas fashion terbaik di London sesuai keinginan Star agar bisa melupakan perasaan sesatnya pada Rigel. Berharap jika mereka berjauhan, tidak akan saling ketergantungan. Tidak akan lagi saling melangkahi batasan. Namun, malah ia yang terjebak dan menyakıtı diri sendiri dengan perpisahan ini.

"Kak Rei, kamu di mana?" parau, dia kembali memanggil. Melarikan pandangan ke arah beranda kamar pun tanda-tanda kebadiran Rigel tidak

ditemukan.

Menyeka air mata, Star buru buru keluar dari kamar untuk mencari Rigel Langkahnya terhenti di undakan tangga paling akhir saat melihat Rigel den Sea tengah bergelung di atas karpet lantai bergulat tidak jelas di sana, Tangan Rigel terlingkar di lehernya, mengunci sampai wajah berekspresi dingin itu terlihat memerah tampak murka.

"Ayo bilang, gue ganteng nggak?"

"Bego, iepasın!"

"Ganteng nggak?"

"Jeiek!"

"Ganteng nggak?"

"lelek banget!"

"I idah lo berdasa bohong mulu. Gue gigit kalau nggak jawab jujur," sambil mengeratkan kuncian kakinya di tubuh Sea. "Sekali lagi, ganteng nggak?"

Dia masih terus bertanya-tampak ceria dengan pergulatan mereka. Setiap kalı bersama Sea, Rigel selalu terlihat sangat anch. Rambut keduanya telah dibasahi keringat sambil masih berguling-guling di lantai. Terlihat sangat akrab -membuat hati Star serasa dicubit Sakit, melihat miliknya akrab dengan orang lain dan memilih menjauhinya.

"Kak?" Star menegur pelan saat berhasil menguatkan hati dan mendekati

keduanya.

Panggilan Star membuat tubuh Rigel menegang dan raut penuh ledek ita memudar. Dia tidak mendongak, melepaskan leher Sea dan tetap teguh untuk mengabatkan kehadirannya.

"Sea, gue mau mandi," Rigel menoyor dabi Sea, tak acuh dengan

Panggilan Star "Lo juga mandı. Jelek banget."

Sca menepis tangan Rigel dan mengangguk kecil pada Star. Ia melewatinya tanpa menunggu disuruh untuk meninggalkan. Ada sesuatu yang bekum selesai di antara mereka berdua. Ia tidak seharusnya berada di tengah-tengah kerumitan terlarang itu.

Star memilin ujung pryamanya, deg-degan. "Kakak masih ... marah?"

Rigel menatap wajah cantik itu sekilas, sebelum berlalu ke atas tanpa menyahuti. Melihat wajah Star hanya akan menghancurkan tembok yang berusaha ia bangun sekokuh mungkin agar tidak goyah. Pipi merah, mata sembab, semuanya teramat sulit untuk diabaikan.

Buru buru, Star menyusul. Menarik tangannya dan mencengkeramnya seerat yang ia bisa. Beruntung hari ini rumah sepi. Orang tuanya sedang mengantar Rion ke acara turnamen taekwondo di luar kota dan baru besok

malam sampai ke Jakarta sebelum keberangkatan Rigel.

"Kak, sebentar lagi kamu berangkat, aku ingin kita baik baik saja. Aku rindu kamu. Sungguh, rasanya aku mau mati diabaikan seperti ini!" terisak, Star enggan untuk melepaskan tangan Rigel saat dia hendak memasuki kamar.

R gel menatap Star tajam, rahangnya mengetat "Sebenarnya, apa yang kamu inginkan?" matanya terpicing, sedikit membungkuk untuk menyejajarkan. "Apa aku marah? Jelas, Star, aku marah! Berhenti menanyakan sesuatu yang sudah kamu tahu!"

Star memejamkan mata, hanya mampu menangis dalam tunduknya

east dia membentak nyaring.

Rigel mengusap buhr bening itu—tidak sanggup melihat pipi putihnya berlinangan air mata. "Bukannya ini yang kamu inginkan? Tolong jangan membuntku bingung. Aku perit, waktu untuk menyembunkan. Beri aku waktu untuk berpikir jernih, Star" lirih. Rigel berusaha memberi pengertian.

Star mendongak, menatap sendu wajah lelaki yang dicintai sekaligus cinta pertamanya. Lekat, dia menyusuri setiap incinya. Entah berapa luma

wajah ini tidak akan lag, mudah untuk dijangkau mata

"Kak, aku ingin menghabiskan satu hari saja denganmu. Secara penuh, utuh, tanpa mengingat kalau besok adalah hari terakhir kebersamaan kita. Aku ingin kita mengakhiri perpisahan ini dengan cara luar biasa."

"Ma-maksud kamu?"

"Bisakah kita pergi ke Puncak besok? Ke tempat satu tahun alu ketika semuanya masih berjalan begitu membahagiakan," Star mengusap bulu bening yang baru meluncur jatuh, "dulu kamu ajak aku naik paralayang. Kita belum sempat menaikinya. Aku ingin besok kita melakukannya."

Rigel diam, hanya menatapnya dengan pandangan sulit diartikan

"Plis, udahan marahannya. Satu hari aja, lupakan kesakitan yang adah aku kasih ke kamu. Besok, aku ingin kita menghabiskan wakin berdua, tanpa takut diketahui oleh siapa pun dan nggak peduli dengan omongan apa pun."

"Kamu .. takut ketinggian, kan?"

Mendengar pertanyaan Rigel seperti lampu hijau atas ajakannya. Senyum Star mengembang, kemudian menggeleng keras-keras.

"Nggak takut, yang penting nanti kita naiknya berdua ya? Yang penting

Kak Rei melindungiku dari belakang."

Rigel melepaskan genggaman Star, tampak belum sepenuhnya mencair. "Ya sudah. Besok." Dia berbatik, dan kausnya ditarik Star dari belakang.

"Pakai seragam SMA biar samaan kayak dulu momennya. Aku ingin melakukan apa pun yang belum sempat kita lakukan di sana," ucapnya antusias. "Dulu aku belum sempat makan jagung bakarnya. Belum sempat menyesap cokiat panas, karena udah keburu dingin gara-gara lihat kamu ninggalin aku."

"Oke" Rigel tidak membantah meski ia mengernyit samar atas permintaan anehnya Pada akhirnya, Star tetap menjadi kelemahannya

walau dia telah menghancurkan hatinya.

# 4 H

Keduanya saling membatingkan diri di atas rumput dengan napas terengah kasat saat baru saja turun dari permaman paralayang. Bersisian, mereka mengatur detak mutung sambil menatap langit sore yang terlihat mendung pekat. Terpaan angui yang berembua kencang membuat Star sesekali meringis meski senyum masih terbingkai manis di bibirnya.

"Seru ya, Kak?" Star berucap riang sambil menatap wajah Rigel di sampingnya. Mata Rigel yang ternyata sudah tertuju padanya sedari tadi, membuat bibir Star terbungkam dan ekspresinya berubah salah tingkah.

"Iya, seru. Seharusnya dulu kita coba permainan ini. Tapi kamu terlalu

penakut!" ledek Rigel sambil menarik hidungnya pelan.

"Kak Rei kan ninggalin aku saat itu. Kita udah keburu bad mood."

"Kamu ngeselin saat itu."

Star tersenyum, mengangguk samar "Iya, tahu," jemarmya menari di atas helar rambut Rigel, menata hati-hati saat sebagiannya menutupi dahi "Aku pengin lihat kamu lebih lama. Nggak holeh ada apa pun yang menutupi wajah tampan Kakakku ini."

Rigel terdiam, membiarkan Star melakukan apa pun pada dirinya. Tidak ada yang bersuara, saling terkunci menatap wajah masing-masing sebelum

hujan lebat langsung mengguyur tubuh mereka.

"Fuck!" umpat Rigel sambil membangunkan tubuh Star. "Kenapa pake acata hujan segala sih!" Dia menggenggam lengan Star dan menariknya ke arah tempat pengmapan untuk berteduh.

Tempat penginapan yang cukup jauh jaraknya membuat tubuh keduanya basah kuyup. Udara pegunungan yang sudah dingin, semakin

menusuk kulit.

Rigel mengusap rambut Star yang basah, menggosokkan kedua tangan dan menempelkan ke pipinya yang terlihat pucat setibanya di lobu "Dingin?"

Star mengangguk, sesekah meringis pelan. "Hujannya iebat banget

Gimana kita pulangnya nanti?"

"Terbang, Star," sahutnya asal, kemudian berlari ke arah reseps onis dan meminta handuk bersih. Rigel juga menanyakan kaus kering haru untuk berganti sementara, tetapi tidak ada sehingga dengan terpaksa harus memesan kamar agar setidaknya dapat bathrobs hotel sekalian membersihkan diri.

"Bisa tolong carikan orang untuk membelikan kaus dan celana training di butik bawah untuk kami? Atau kalau ada, boleh sekalian jaket juga dua" pinta Rigel sambil mengeluarkan kartu debit.

"Baik, eh, Pak," Dia agak hingung harus menyebut Rigel apa karena masih berseragam SMA. "Nanti orang kami antar langsung ke kamar Anda

Mungkin akan sedikit lama, tidak apa?"

Rigel menggeleng kecil sambil menyerahkan kartunya. Semua pembayaran dilakukar dengan cepat dan Rigel buru buru menghampiri Star sambil melingkarkan dua handuk ke tubuhnya. Satu di kepala, dari satu lagi di area dada Seragam ketat itu terlihat menerawang sampai mencetak jelas setiap lekuk tubuhnya sehingga sedari tadi Star harus menempatkan kedua tangannya di sana.

"Mereka nanti bantu carikan baju ganti. Kita ke atas dulu aja buat mand...

Aku nggak mau kamu masuk angua?

Star menurut, mengikuti langkah Rigel ke dalam lift dan memasuki kamar hotel yang telah dipesan.

Sesampainya di sana, Star bergeming di tengah ruangan dan memerhatikan Rigel yang sibuk menanggalkan baju seragamnya seraya menatap ke luar jendela. Punggungnya terlihat kuat, bisep ototoya tampak keraa sampai ke lekukan pinggul.

Rigel menoleh ke arah Star saat tidak mendengar pergerakan apa pun darinya—sambil menggosok rambutnya yang basah dengan handuk kecil

"Kamu mandi duluan, Star," ucapnya, mengedikkan dagu ke arah kamar mandi "Di sana kamar mandinya, Jangsui lupa keramas pake air hangat biar nggak pusing."

Star yang terkesiap, mengangguk gugup sambit berjalan ke tempat yang

ditunjuk Rigel.

Rigel kembah menatap ke luar jendela, saat hujan masih sangat deras berjatuhan Ia melepaskan jam tangan, meletakkan secara asal di sofa. Tidak terasa, sudah menyentuh ke angka setengah enam sore. Rencana awal

## clausayani

mereka seharusnya sampai ke rumah paling tidak pukul sembilan malam. Tetapi melihat keadaan di luar yang gelap, ia tidak yakin. Cuma berharap hujan cepat reda sehingga bisa langsung pulang karena masih ada barangnya yang belum sempat dirapikan untuk keberangkatan besok ke Amerika.

"Kak Res," panggilan Star di belakang punggung membuat bibir Rigel

secara otomatis berdecak karena tidak kunjung mandi juga.

"Kenapa sih—Star, kamu ngap—ngapain?!" Ia gelagapan, bola matanya seskan nyaris keluar melihat Star berdiri di depan pintu kamar piandi tanpa sehelai benang pun.

Wajah polos itu menunduk, tangannya terlihat bergetar gugup di sisa

tubuh. "Aku . aku belum sempat memberikan hadiahku."

"The fack!" Rigel membalik kembali tubuhnya ke arah jendela, tidak pernah disangka 14 akan melihat pemandangan itu. Dadanya bertaluan cipat, napasnya memburu kasar. "Star, kamu ngapain sih? Cepat mandi Kita harus ... harus segera pulang!"

Derap langkah Star yang kian mendekati, membuat Rigel sudah semakin tidak keruan. Ia bukan lelaki suci. Melihat pemandangan itu, jiwa brengseknya meronta-ronta dan kesuhtan untuk diredarakan tanpa pandang belu

Rigel mengatur napas, memejamkan mata dengan langkah yang dihela ke depan sampai tubuhnya menempel pada jendela. "Mandi, Star, berhenti melakukan hal-hal aneh. Aku nggak perlu hadiah seperti ... itu. Aku sudah senang dengan kebersamaan kita seharian ini. Just get yourself together."

Star melingkarkan tangannya di pinggang Rigel, mendempetkan tubuh mereka dan memeluk secrat yang ia bisa. "Kak, kamu tahu aku sangat

mencintaimu. ""

"Star, tolong jangan seperti 🥣

" aku ingin lelaki pertamaku tetap kamu. Aku ingin ... memiliki kamu tecara utuh. Kamu pernah bilang tidak takut pada aturan alam. Maka, hari

lni, aku ingin kita tenggelam bersama. Berdosa bersama, dan,—"

Rigel melepaskan lingkaran tangan 5tar dan berbalik untuk menatapnya. Raut wajahnya menggelap, ia menggeleng tegas. "5tar, jangan melantur! Aku nggak mungkin mengotori kamu dan membiarkan kamu memasuki kehidupan kotor yang selama ini kujalani. Aku nggak butuh hadiah ini. Simpan hadiah ini untuk ..., kita nggak bisa melakukannya." Rigel mengerang frustasi. D. sisi lain ia sangat mencintainya, tetapi bagaimanapun juga, dia masih adiknya.

Star tampak kecewa, merasa tidak memiliki harga diri di depannya.

Apa sekarang aku terlihat murahan di matamu?"

"What are you talking about?!"

Star tersenyum getir, menyeka air matanya. "Aku tahu, seharusnya aku sadar diri kalau kamu tidak menginginkanku sebesar aku. Aku tidak secantik teman tidurmu yang lain, tidak seseksi mereka, tidak—"

Rigei menarik tubuh Star dan membantingnya ke atas ranjang.

"Star, aku hanya berusaha melindungunu! Aku hanya tidak mgu menodal malaikatku." Dia terlihat murka, wajahnya menurah tersulut amarah.

"Aku tidak perlu dilindungi. Aku yang memintamu untuk dinodai!" Star balas menyentak. Tangan Star terulur, menangkup wajah Rigel, "Aku hanya ingin ada hal yang bisa mengikat kita secara utuh. Aku ingin kamu menjadi lelaki pertamaku. Dan ini ... ini adalah hadiah yang bisa kuberikan untukmu, untuk membuktikan seberapa besar aku mencintaimu."

"Star, oku ... aku nggak bisa,"

"Kenapa? Karena kita saudara?"

Rigel terdiam

"Tapi, kita herciuman Siapa yang melakukannya duluan? Kamu, Kak' Kamu!" Dia tergugu, air matanya herjatuhan menetesi kasur "Sudah lama, aku tahu ada yang salah denganku. Aku selalu kesal melihat mereka mendekatimu. Tidak jarang juga aku membuang surat-surat yang diberikan temanku ke kamu. Bahkan sebelum kamu menyatakan hari itu, aku lebih dutu merasakannya. I lave yau, and i dan't want anyone else except you!"

Star meraih tengkuk Rigel, melingkarkan kaki jenjangnya ke pinggulnya yang masih berbalutkan celana. Pelan, Sini mengecupi pipinya, lalu lehernya la berbisik, seraya meremas pelan rambut Rigel yang halus. "Do it, please, if you love me too It's a gift for you. Tidak ada yang pantas mendapatkanku kecuali kamu."

Dan entah setan dari mana, tanpa berpikir dua kali, Rigel membalas ciuman Star, memperdalam pagutan keduanya di atas ranjang itu. "Kamu tahu aku mencinta,mu Star. Kamu tahu itu." Rigel berbisik di telinganya sebelum lidah mereka kembali saling sapa.

Star membantu melepaskan ikat pinggang, Rigel membiarkan hingga tubuh keduanya polos total. Duringi desah napas kasar dan jantung yang

bertaluan kencang, penyatuan itu dilakukan,

Setelah ledakkan pelepasan didapat, Rigel menggulingkan tubuhnya di samping Star. Mereka berdua merasa sangat kacau dan berantakan. Tidak ada kalimat yang keluar, saling terdiam dan menatap langit-langit kamar. Cukup lama, sampat Star duluan yang bersuara.

"Kak?"

Rigel menoleh, menatap Star dalam diam. Ia masih tidak menyangka keduanya akan melangkah sejauh ini, la masih sulit percaya mereka akan

## claritagani

sampai pada titik ini.

"Mari kita lupakan semua tentang kita. Huhungan ini, puluhan ciuman yang pernah kamu beri, dan momen intim barusan. Tolong hapus semuanya dari ingatanmu seolah kisah kita tidak pernah ada. Sampai mati kalau bisa, jangan pernah mengungkitnya"

Rigel tercekat, nyaris tidak percaya mendengar permintaannya, "Apa ...

apa tadi aku menyakitimu?"

Air mata Star mengalir, yang segera dia aeka "Kata benar benar selesai sekarang Aku harap kamu bahagia di Amerika. Tolong, jangan pernah mengatakan ini pada siapa pun."

Rigel terkekeh pahit, memijit batang hidungnya. Hanya selang beberapa menit setelah tubuh mereka saling memenuhi, kini Star menghempaskan hatinya sampai ia kehilangan kata. Cuma rasa sakit dan kecewa yang mendominasi sekarang.

"Berjanjilah, bahwa kamu akan melupakan semuanya. Apa yang telah terjadi pada kita, anggap tidak pernah ada." Dia mengutapkan tanpa perasaan, menibelakangi Rigel dan menatap nyalang ke luar jendela. "Kamu bukan siapa-siapa lagi unnikku, kecuali Kakakku."

"Kamu kejam, Star Kamu sengaja melakukan ini agar aku lebih hancur, kan?" Rigel menatap punggung polos itu, yang belum bergerak dari sisinya. "Terima kasih untuk hadiahnya. Kamu layak mendapatkan penghargaan!"

Rigel langsung bangkit dari kasur dengan hati remuk redam, meraih

pakalannya dan mengenakannya.

"Aku tunggu di lobi." Dia berucap begitu dingin kemudian berlalu dari kamar setelah dengan sengaja menghempaskam yas bunga di sudut ruangan hingga pecah berantakan.

Saat pintu telah tertutup dengan dentam nyuring. Star membekap mulutnya, menangis sejadi-jadinya. Sungguh, ia tidak ingin mengatakan itu. Tapi, keadaan memaksa mereka untuk saling melupakan.

中外市

Setelah kepergian Rigel tiga minggu lalu, Star masih menangisinya diam-diam. Sudah berulang kali pesan singkat yang dikirimkan Rigel sebelum keberangkatannya ia baca, tapi masih mampu menghadirkan air mata. Bahkan ketika perih masih terasa di area penyatuan, saat ia masih tesulitan untuk berjalan, Rigel telah benar-benar pergi meninggalkan kecsokan harinya. Sekali lagi, ini salahnya yang pura-pura kuat. Tidak ada yang pantas disalahkan kecuali dirinya.

"Star, semuanya sudah siap. Kamu cepetan turun," Ibunya bertenak di

lantai bawah.

Hari ini, adalah waktu keberangkatannya. Mungkin di London dengan setumpuk tugas kultah, ia bisa perlahan melupakan Rigel dan hubungan terlarang keduanya di masa lalu.

Segera, la bangkit dan kursi dan memasukkan semua foto kebersamaan Rigel dan dirinya ke dalam ransel, "Iya, Ma. Sebentar lagi aku tur -" Star

membekap mulut, saat laga lagi rasa mual menerjang perutnya.

Ia berlari cepat memasuki kamar mandi, memuntahkan semua makanan yang dilahap tadi pagi ke wastafel. Ia meraih tisu, menatap wajahnya yang terlihat pucat pasi sambil mengusap perutnya.

Tangannya terkepal, bergetar takut saat ingatan teotang sebah rasa mualnya kembah datang. Tepatnya tiga hari yang lalu, ta mendapatkan jawaban dari keanebon ini. Ia pikir cuma masuk angin biasa Tapi, ternyata 🦼

ia positif hamil saat tes pertama dilakukan.

Kepergiannya ke London pun yang dipercepat dari rencana awal, bisa disebut ajang melarikan diri dari kedua orang tuanya agar mereka tidak menyadan kehadiran buah hatinya yang semakin hari pasti perutnya akan semakin besat. Mereka pasti akan terpukul berat jika tahu kalau ia mengandung anak dari Kakaknya sendiri. Sungguh, ia tidak bisamentbayangkan bagatinana hancurnya Ibu dan Ayahnya saat mengetahut facte ini.

Musim dingin di London membuat tubuh Stat prodab lelah. Memasuki usia kehamilan minggu ke-37, tinggal seorang diri di apartemen kecil yang ia sewa jauh dari keramaian, membuat kehidupannya terasa jauh sebih berat. Fasilitas yang disediakan orang tuanya di pusat kota London di inggalkan agar kehamilan ini tidak diketahui oleh pihak keluanga mana pun. Dengan alasan sedang berlibur bersama teman temannya ke negara lain, rencana orang tuanya untuk menjenguk dua bulan sekali selalu gagal. Setelah memasuki usia tujuh bulan. Star lebih sering berpindah pindah dan karena kunah pun diliburkan selama satu bulan, ia bisa lebih leluasa.

Terakhir kah ihunya menjenguk, saat kehamilannya menginjak usia lima bulan dan 1a masih bisa dengan baik menutupi karena perutnya masih mampu disamarkan. Ukurannya kecil, walau bayinya sehat kata Dokter Entah harus senang atau sedih. Ia sendiri tidak tahu. Tapi sekarang, baby

bump ini sudah sangat jelas.

"Star, mau aku buatkan sup ayam?" lelaki unggi yang dikenalnya sejak

lima bulan lalu itu bertanya. "Atau, kau mau makan di luar?"

Star tersenyum kecil dan menggeleng. "Tidak usah, Bri. Aku hanya merasa sedikit tidak nyaman." Ia mengganti posisi duduk di sofa.

#### clasizazani

"Apa London menyakitimu?" Brian menghampiri, duduk di sampingnya sambil mengusap permukaan perutnya. "Kau tahu, Bibiku sudah tidak sabar untuk bertemu dengannya. Setiap hari, dia selalu mengkhawaturkan kerdaanmu dan London Termasuk aku. Aku juga tidak sabar untuk bertemu dengan pangeran kecil ini."

Star menunduk, mengelukkan jemarinya di sana yang langsung mendapat balasan dari putranya. "Setelah dia lahir, tolong rawat London sebik mungkin. Kau tahu, aku sangat memercayamu dan keluargamu Aku

tahu kalian orang batk."

"Tentu saja, Star Dan kau boleh datang kapan saja untuk menjenguknya.

gintu rumah kami selalu terbuka."

Brian adalah orang yang menemukan dirinya terkapar tepat di dekat trotoar sepulangnya ia dari kampus dulu. Hari berganti, mereka pun kian dekat dan akrab termasuk dengan keluarganya. Star tahu, Brian menyukanya. Dia pernah berkah-kali mengajaknya berkencan dan tidak mempermasalahkan kehamilan ini. Tapi, berulang kali pun Star menolak iakan itu. Rigel masih menempati seluruh hatinya, dan la hehim mampu melupakan semua kenangan mereka. Setiap hari, Star merindukannya. Setiap hari, ia harus menahan diri agar tidak mencari tahu tentangnya Setiap hari, ia menginginkan kehadirannya. Dan setiap hari juga, ia tidak bisa melakukan apa-apa karena tahu di antara mereka adalah ketidakmungkinan yang ayata.

In tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika semua orang

tahu kehamilan ini

\*\*\*

Masa Sekarang

Tubuh R.gel masih membeku, tidak dapat digerakkan. Pandangannya atuh ke arah foto bocah kecil yang duduk di pangkuan Star. Ia benar-benar rosong, otaknya seakan hilang fungsi untuk sesaat

Star masuk ke dalam kamar, mengambil album foto dan meletakkan di

atas meja,

Dia dirawat oleh keluarga Brian sekarang. Mereka merawatnya penuh kasih sayang. Pertumbuhan London juga berkembang dengan sangat baik."

Star mengusap air matanya, membuka satu per satu album foto itu.

Pandangan Rigel beralih ke meja, melihat Star memperlihatkan foto bocah itu yang sedang merangkak, duduk, dan berdiri sambil berpegangan pada tangga Seperti diremas, hatinya benar-benar terasa sakit. Suht percaya, tetapi Star tidak mungkin bohong padanya tentang hal penting ini.

Anak kita sudah mulai memasuki pre-school. Setiap hari, Bibi Elijah akan mengirumkan satu soto padaku untuk memantau pertumbuhannya di

sana. London Wenz Rei Danfield. Itu nama lengkapnya."

"Star, kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang kamu mengatakannya?!" Rigel menyentak, serasa hilang kewarasan. Ia terduduk di lantai, mengacak rambutnya kasar. "Kenapa baru sekarang kamu mengatakan tentang anak itu? Kenapa tidak dari dulu saat aku belum menyeret orang lain pada dosa-dosa kita?"

"Bagaimana aku harus mengatakannya saat kita memiliki orang tua yang sama? Bagaimana, Kak?!" Star membalas dengan nada tinggi "Tad "ya aku berniat menyimpan kisah ini untuk selamanya. Tapi aku tahu, sekarang kesempatan itu terbuka semakin lebar untuk kita. Kita bukan lag, saudara

kandung. Kita bukan lagi kembaran,"

Star menghampiri Rigel, herlutut di dekatnya dan menggenggam tangannya yang terasa dingin. "Kita memiliki kesempatan untuk bahagia di masa depan dengan kejuarga kecil kita tanpa takut pada aturan alam. Kita tidak lagi terlarang Kita kita bisa menyatukan kisah kita sakarang." Star mengecup punggung tangan Rigel, menatapnya lekat-lekat saat pandangannya masah tak terasah dan kebingungan. "Kak, aku masih sanga, mencintaimu, Belum berubah sampai detik ini."

"Star, aku .. aku sudah menikah. Hagaimana dengan Sea?"

Genggaman itu langsung terlepas. Raut kecewa itu terlihat jelas dari wajah Star.

"Bagaimana denganku? Selama luna tahun, aku tidak pernah meminta apa pun pedamu. Aku membiarkanmu bebas dengan kehidupanmu. Sementara aku?" Star menunjuk dadanya sendiri. "Setiap hari selama sembuan bulan, aku ketakutan. Aku takut orang tua kita tahu, Aku berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Aku harus mengenakan pakaian berlapis-lapis set. spikali pergi ke kampus agar tidak satu pun dari mereka menyadari kehamuan itu. Dan kamu menanyakan bagaimana dengan Sea? Memang dia siapa? Dia hanya orang asing yang kamu gunakan sebagai tameng untuk melindungiku. Aku sudah tidak lagi butah itu. Yang aku butuhkan cuma kamu!"

"Dem. Tuhan, Star, jika kamu mengatakannya dari awal, aku pasti akan bertanggung jawab. Tidak peduh hagaimana respons mereka, aku pasti akan

lebih memilih mempertahankannu dengan anak kita!"

"La.u, kenapa sekarang tidak bisa? Hanya karena Sea, dan kamu tidak bisa?" Star merendahkan suaranya, terisak pelan "Seharusnya memang aku tidak perlu mengatakannya. Percuma, kamu tidak akan peduli juga."

"Star " Rigel mengikuti Star yang berjalan cepat ke arah kamar, menarik lengannya. "Star, Aku peduli! Dia darah dagingku sendiri, bagaimana aku tidak peduli?!"

Star berusaha menepis tangan Rigel. Apa kamu bahkan masih

## classagani

mencantarku?\*

"Kamu pikir kenapa aku kesulitan mengingkapkan perasaanku pada Sea? Karena aku tahu, kamu masih ada di hatiku!" Rigel mendekap tubuhnya, sangat erat-mengingat perjuangan Star saat harus berjuang sendunan di London pada masa kehamilannya. Sungguh, ia tidak bisa membayangkan bagamana perempuan manja dan cengeng yang selama ini ia kenal, harus bertahan di sana menanggung sendiri beban dosa mereka.

"Sebagiannya masih diisi kamu, Star. Aku peduli pada kahan. Sangat"

Star membalas pelukannya, menenggelamkan wajahnya di dada Rigel. "Kita bisa bahagia bersama, Kak, tidak perlu peduli akan larangan apa pun yang dulu pernah mengekang kita. Tolong, berhenti melibatkan Sea. Dia bukan siapa-siape di antera kita. Aku nggak mau lagi berbagi dengan perempuan mana pun. You're mine, and I'm yours, Remember?"

Sea termangu səmpai pagi di sofa, hanya untuk membuktikan ucapan Rigel bahwa dia akan kembah secepatnya dan tidak akan pergi lama. Tapi, ucapan hanya tinggal ucapan Nyatanya, sampai pukul tujuh pagi, tandatanda kehadiran nya masih besim ada.

Sekali lagi, dia tidak pulang Dan sialnya, ia tahu pergi ke mana Rigel

sekarang

Tersenyum getir, 1a segera bangkit dari sofa dan keluar dari apartemen asing lau.

Is tidak tidur nyaris semalam penuh, tetapi harus tetap masuk kanlor.

katena ada tanggung jawab pekerjaan yang harus ia pikul di sini

Sesampainya di sana, dokumen telah menumpuk di atas mejanya. Teman santornya yang biasanya berisik, lebih tenang dan hanya sesekali muitik ke arahnya. Ruangan itu seketika hening saat langkahnya memasuki tuangan. Bising yang biasanya tak terkendali, lenyap digantikan oleh ketukan emari yang beradu dengan keyboard.

lo-eh Anda, teh?" mau sekalian saya.

Lili bertanya di samping Sea, tampak gugup, tidak seperti biasanya

Sea cuma menggeleng kecal, tidak mengalifikan pandangan dari layar koraputer.

"Anda-"

"Ildak perlu sungkan padaku, Li. Aku tetap bukan siapa-siapa di keluarga Xander"

"Maaf, kami suka kurang ajar ngumongin suami kamu Si Dara tuh yang suka nggak tahu diri dempetin Pak Rei."

"Sea, gue kan nggak tahu. Jangan marah ya. Gue pikir memang Star

Galexia istrinya karena ... karena foto itu."

"Tapi mereka terlihat serasi, kan?" Sea bertanya.

'Iya sib. Gue aja nyaris nggak percaya gimana bisa Pak Rigel mau same—"

Ltit langsung membekap mulut ceriwis Dara yang tidak bisa dikontrol kalau bicara. "Sea, nggak usah dengerin dia. Ini anak lidahnya memang perludituqiyah biar setannya pada keluar. Menurut gue kalian cocok cocok aja kok."

"Dara bener, Li," Sea menoleh ke arah mereka semua yang begitu antus as melihat kehadirannya. "Kami akan berpisah sebentar lagi. Itu benar"

"Pak Rei selingkuh ya sama Star" Dara menepukkan tangannya.
"Pantesan semalam Star merasa kesindir sama ucapan lo. Dia yang melakor toh."

Sea kembak menatap layar komputer, menyunggingkan senyum mus. "Mungkin memang benar saya lah yang hadir di antara keduanya"

Pukul lima sore saat hendak pulang, mobil Mercy mengilat warna hitam yang berhenti tepot di hadapannya membuat Sea mengernyit samar Sopir berstelan jas rapi keluar dati mobil, lalu membukakan pintu penumpang

"Silakan masuk, Nona Sea,"

Ses membulatkan mata, melihat ada Ayahnya di dalam sana yang baru melepaskan kacamata hitamnya.

"Masuk. Ada yang ingin saya bicarakan. Tidak akan lama, Sea," titahnya tegas. Khas seorang Henrick Hardyantara.

Apa ini tentang kebenaran itu? Apa mungkin Rafel sudah menceritakannya pada Ayahnya bahwa hukan ialah pelaku kebakaran itu?

Mengingatnya, membuat Sea ikut masuk berharap diberi pelukan erat seperti Rafel semalam.

"Jalan Kita cari tempat tenang."

Mobil melaju, dan jarak tak kasat mata itu masih terbentang lebar di antara mereka berdua. Tidak ada yang bersuara, bahkan ketika mobil berhenti di dekat sebuah taman tidak jauh dari kantor, keduanya masih bungkam.

"Ada apa, Pa" Sea bertanya setelah sopir keluar dan mobil.

"Kemerin malam, apa kamu yang menghubungunya?"

"Apa?" Sea belum mengerit.

## clarisayani

"Kamu yang menghubungi Rafel di hari senun malam?" Henr.ck mempertegas.

Sca ingat, mungkin sebelum ponselnya dilempar oleh Rigel. "I-iya. Ada

yang membutuhkan—"

PLAK

Tamparan itu melayang keras ke pipi Sea, dia terlihat benar benar murka

"Apa kamu tahu apa yang dia tinggaikan?!" sentak Henrick, sedang Sea masih membeku dengan wajah tertoleh ke samping. "Dia meninggalkan ikan besar hanya untuk menyusuli ikan teri! Kami sedang mengadakan pertemuan keluarga setelah dia dengan bodohnya merusak pertunangan dengan Laura. Tinggal selangkah lagi, dan kamu mengacaukannya, Sea! Kamu mengacaukan proyek besarku, anak haram!"

Sea menunduk, memejamkan mata saat makian Henrick kali ini benar-

henar mampu menyakitinya.

"Gara-gara panggilanmu, kerjasama kami batal. Rafel meninggalkan acara itu tanpa permisi!" Henrick mencengkerani cahang Sea, "untuk apa kamu masih mendekati putraku? Bukankah kamu juga sudah menikah dengan putra konglomerat itu? Sehatuanya kamu tetap menjadi pelacurnya, Jangan dalang mengganggu putraku lagi!" Sambil melepaskan dengan kasar cengkeramannya.

Dia mengatur napas, merapikan jasnya dan menatap Sea yang wajahnya

telah ditutupi rambiit.

"Dan sekarang, saya sudah mengajukan kerjasama dengan keluarga Xander. Jada, lebih baik bujuk suamimu untuk segera menerimanya. Saya tidak mau tahu. Berhenti mendekati Rafel, dan jadilah pelacur yang baik untuk putra keluarga itu. Belasan tahun saya merawatmu, jadi saya harap kumu bisa dia ak kerjasama. Sea"

Sea masih tetap diam, setetes bulir bening jatuh membasahi lengannya endiri dan berhasil membuat Henrick terkepit. Sudah lama sekali tidak

melihat Sea menangis. Rasanya -, benar-benar tidak bisa dijelaskan.

"Sudah, keluar" Henrick memilih tidak melihatnya, menatap ke depan

saat pergerakan masih belum terdengar dari Sea.

Apa Papa tahu, aku senang saat melihatmu di lobi tadi. Rasanya hampir sama seperti dulu, saat Papa menjemputku di sekolah dengan Mama Kalian akan memelukku, mengecup keningku, menanyakan bagaunana hari hariku selama di kelas. Kita terlihat bahagia saat itu Sea sangat bahagia, Pa. Dan sekarang, semua momen itu malah jadi seperti mimpi saja. Sea hampir lupa, kalau kita pernah sangat dekat."

"Kemu \_"

"Terima kasih untuk tamparannya, Pa. Aku harap bisnis Papa ukan semakin sukses dan berjalan dengan lancar. Tolong jaga diri, Papa hatus sehat agar mampu memukuliku di kemudian han jika aku gagal menjadi pelacut Xander." Ia membuka handle pintu, mengangguk kecil. "Selatast malam Pak Henrick Hardyantera benang bertemu dengan Anda."

Sea mengusap kasar air matanya, berlam secepat yang ia bisa untuk mengejar bus yang baru saja lewar di bawah sinar matahari sore yang kian

tenggelam di ufuk berut

Bus berbaik hati berbenti, membiarkan tubuh Sea sejenak beristirahat. Kepalanya tersandar temah di kaca jendela, menatap talahan yang dilalu)

400

Dengan langkah gontai, Sea memasuki apartemen. Langkahnya langsung terhenti melihat sepasang *high heels* yang berdekatan dengan sepatu Rigel di sana. Tanpa memutar otak pemiliknya siapa, suara seseoramg yang terdengar lembut dan riang dari arah dalam sudah cukup memberi Sea jawaban.

la berjalan, berhenti di tengah ruangan saat Star tengah meletakkan mangkuk putih di atas meja makan. Dia mendongak ke arahnya, tersenyum

kecil sambil lalu dan kembali lagi membawa piring lain

"Ster, apa kamu nggak masak kebanyak-" ucapan Rigel tertahan,

melihat Sea yang bergeming di sana dengan rambut berantakan.

"Hai," Sea menyapa, lalu tersenyum lehar "Hai Rigel" Dan kali ini. senyum itu duringi air mata yang jatuh membasahi pipinya. "Kalian ...

sedang memasak ya? Selamat makan."

Sea berbalik tetapi langkahnya terhenti saat dengan riang Star menawarkan dirinya untuk bergabung ke meja. Sedang Rigel masih tak bersuara, hanya mampu menatapnya, terbungkam oleh keadaan yang tidak lagi berpihak pada Sea.

"Sea, kamu adah makan malam? Ayo gabung dengan kami. Aku sengaja

masak panyak soamya."

Sea menggeleng, bibir yang dibiarkan ditarik tetap terpasang "Kata Papa, aku hanya perlu menjadi pelacur yang baik untuk putra keluarga Xander. Makan bersama dengan Nona Star tidak disebutkan" la kembali berbalik, berjalan ke arah kamar dengan langkah seakan tak menapaki lantai.

Rigel menyusul, ada Star di belakangnya.

"Kamu bertemu dengan ayahmu? Kenapa?" Masah ada jarak, Rigel tidak semakin mendekati Sea karena ia yakin berada di dekatnya akan membuat hatinya kembah bimbang, "Dia ... menyakitimu lagi?"

"Sebenarnya, ada apa dengan kalian semua? Kenapa kalian

## clarisagani

pemperlakukanku begitu kejam?" Sea hanya mengatakan itu, sebelum

berlalu meninggalkan kebersamaan mereka ke dalam kamar.

Di dalam kamar, ia berlutut, membekap mulutnya dan menangis sejadi-jadinya. Entah sejak kapan, ia tidak pernah benar-benar terisak dan menangis. Entah sejak kapan, air mata tidak pernah deras berjatuhan seperti mi la hanya tidak mampu. Ia hanya ingin lenyap seperti angin.

"Tuhan, apa susahnya ambil aku juga? Aku ingin bertemu dengan ibuku Di sini, aku tidak diinginkan. Di sini, aku hanya dijadikan mereka manusia menyedihkan! Mengapa aku harus menjadi tameng semua orang?

Apa salahku? Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu...."

sika bahagia diciptakan, untuk apa ada derita, Tuhan? Ia sepertinya salah kalah.



Seperti janin, Sea masih meringkuk di lantai sambil membekap mulutnya sendiri dengan sisa isak yang kini tertahan di tenggorokan, la terus berusaha mengatur napas, saat sesak itu tak kunjung hilang juga. Ia tidak tahu mengapa ia jadi begitu cengeng, padahai hika sudah berteman sangat lama dengannya.

Di bawah sinar lampu seadanya, Sea meluruskan tubuhnya yang semakin hari kian kalah oleh dunia. Lemah, dan tak bertenaga, la lupa, kalau seharian ini ia belum makan apa-apa. Ia menyiksa dirinya, saat semua orang terus berusaha menghancurkan dinding yang satu demi satu pernah ia tata

Hanya .. mengapa? Kesalahan apa yang telah dilakukannya hingga 18

pantas menerima ini semua?

Mengapa semua orang sangat ingin melihatnya terluka? Mereka tidak merasakan apa pun, lalu berusaha mematahkan dirinya dengan cara menjijikkan sekalipun. Tidak ada yang pernah mau tahu, bahwa jauh sebelum hari ini ia sudah patah. Ia hanya berusaha tegak berdiri, sebelum kembali diinjak dan akhirnya sekarang ia ambruk lagi. Sendirian, la sekali lagi mencoba menata satu per satu dinding yang sudah mereka hancurkan.

Menatap langst-langst kamar, Sea mengamati keadaan sekitar tanpa titik pandangan jelas. Ia hanya merasa tidak berguna, kalah oleh realita dan

tersungkur sejatuh-jatuhnya.

Apa lagi setelah ini, Tuhan? Sungguh, ia lelah. Ia hanya ingin pulang. Ia tidak menginginkan apa pun sekarang, kecuali damai di pelukan sosok yang kini telah berada di keabadian.

"Sea-nya Mama, dalam hidup, kamu akan dipertemukan dengan banyak tipe manusia. Ada yang menyembuhkan, ada juga yang menghancurkan. Akan ada yang menyayangimu, dan akan ada juga yang membencimu. Satu

# classayani

nak jangan pernah memperlihatkan kelemahanmu di depan orang yang ingin melihatmu hancur. Jangan biarkan mereka berhusil mengalahkanmu dan melihat air matamu. Menangis untuk mereka itu tidak perlu, suyung. perl hatkan, bahwa kamu kuat dan tidak mulah dijatuhkan. Kamu itu lautan, mengapa harus kamu yang ditenggelamkan?"

Kala memejamkan mata, bisikan itu seolah terasa nyata di telinga. Setifik bulir bening kembali jatuh, bersatu dengan dinginnya lantai ruangan

Diam di tempat, Rigel menatap kepergian Sea. Ia bingung, bagaimana mencegahnya agar tidak masuk ke dalam kamar Ia tidak yakin bisa menatapnya sama seperti dulu tanpa perasaan bersalah. Sekarang, situasinya sudah berbeda. Ia bukan lagi Rigel yang seutuhnya milik Sea. Tapi, ia juga seorang Ayah dari anak empat tahun yang dilahirkan perempuan yang pernah begitu dicintainya. Sungguh, Rigel tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mesuruskan keadaan in. Semuanya benar-benar di luar prediksinya, la tidak bisa membayangkan, bagamana reaksi Sea saat mengetahui fakta itu. Ia tidak ingin menyakitinya, tetap sesta apa pun untuk memberitahu kebenaran itu puni akan tetap menyakati hati Sca-

"Kak, kenapa Sea selaki bicara sekasar itu? Maksud dia apa pelacur untuk keluarga Xander?" Star mengernyit -merasa tersinggung dengan perkataan frontul Sea "Apa karena dia tidak suka keberadaanku di aini

sehingga berbicara yang aneli-aneh?"

Riges benar-benar mampu dibungkam oleh perkataan tajam Sea barusan. walau menggunakan nada pelan,

Menjadi pelacur Xander? Apa maksudnya? Mengapa dia selalu

mengatukan omong kosong sejenis itu.

"Sepertinya .. dia baru saja bertemu dengan Papanya," Rigel menatap Stat, berusaha tersenyum meski tipis. "Jangan diambil hati. Kita semua sudah tahu bagaunana Sea. Nanti aku coba bicara dengannya."

"Pak Henrick? Memang kenapa dengan keduanya?"

Rigel mengembuskan napas pelan mengingat buruknya buhangan Sea dan Ayah mertuanya. "Mereka tidak memiliki hubungan yang baik. Lelaki ltu alasan kenapa Sea sering memiliki leham di tubuhnya."

"Dan sekarang kamu khawatir?" Star menatap Rigel lebih serias. "Kamu

therasa kulau Sea pertu disemangati?"

Rige, diam sesaat, menatap pintu kamarnya dari jarak yang cukup jauh Sebekum menatap Star lagi. "Lelaki itu menyiksanya, Star Tentu aku takut jika dia kembali memukuli Sea seperti dulu."

"Karnu memedulikan orang yang tidak membutuhkan itu, Kar. Sea

jelas-jelas tidak perlu dikasiham."

Rigel sangat tahu itu. Seharusnya ia berhenti memikirkan Sea dan lebih fokus pada keadaan anak kandungnya sendiri yang tinggal di London bersama orang lain.

Star menyentuh ujung kaus Rigel, menunduk dan tak membiarkannya melangkah jauh darinya. \*Dia terlihat baik-baik saja. Sea tidak pernah

tersenyum, tetapi tadi dia senyum pada kita."

Rigel menggeleng pelan. "Dis menangis, Star Senyuman itu bukan senyum yang selama ini aku kenal."

"Kak '

"Kamu masak banyak untuk kita semua, kan?"

"I-iya"

"Aku suruh Sea makan juga. Kamu tahu dia tidak bisa memasak."

Setelah mengatakan itu tanpa menunggu respons dari Star, Rigel menyusu, ke arah kamar—ingat kalau mungkin saja Sea belum makar setelah bertemu dengan Ayahnya. Wajah Sea terlihat pucat, dan tidak biasanya dia menangis Rasanya masih sangat aneh setiap kali melihat air mata itu meluncur jatuh dari kedua mata sayunya. Sea bukan perempuan lemah yang mudah menangis. Dia tidak mudah untuk diruntuhkan pertahanannya.

"Kapan kamu akan memberutahu Seo kalau ada anak di antara kita? Kita nggak mungkin selamanya memutupi ini, kan?" Star kembali membuka suara di belakangnya, nyaris tidak terdengan "Kapan kamu akan memberitahu dia

tentang London?"

Pertanyaan itu membuat helaan langkah Rigel longsung terhenti. Ia berbalik, raut gelisah terpeta jelas di wajahnya. "Stat, beri aku waktu. Sea sedang—"

"Sea dan Sea" Kamu itu kenapa? Bukantiya semalam kita sudah setuju untuk memulai semuanya dari awal lagi tanpa Sea? Kamu bilang dia tidak

mencintaimu juga. Untuk apa masih memedulikan perasaan dia?"

Rigel mendekat. Star, memegang bahunya. "Star, kamu bilang kamu akan menungguku sampai aku siap mengatakan itu. Kenapa sekarang kamu menuntutku untuk mengatakan secepat mungkin? Dia baru saja bertemu dengan Ayahnya. Aku tidak bisa jika harus membuka kenyataan itu sekarang juga."

"Tolong katakan ini cuma rasa kasihan," Star tampak terpukul. "Kamu

tidak akan meninggaikanko dan anak kita hanya karena Sea, kan?"

"Apa pun yang membuat kamu merasa lebih baik, akan aku lakukan."

"Kak...,"

"Star, aku harus berbicara dengan Sea. Sebentar saja. Cuma menawari dia makan malam." Rigel berbalik, berjalan lebih cepat ke arah kamar Ia

## classagani

membuka daun pintu, tetapi sialnya malah dikunci dari dalam.

"Sea, buka pintunya. Kamu makan dulu." Rigel mengetuk pintu, tetapi betulang kali diketuk tidak mendapatkan sahutan. "Sea, cepetan buka. Aku punya semua kunci ruangan, Jangan sampai aku sendiri yang membukanya."

"Kak, Sea sudah menolak untuk ikut makan malam bersama kita, Nanti makanannya aku pisahkan saja buat Sea. Jadi, kalau lapar bisa tinggal

panasin."

Rigel tetap bersikeras, ketukan jadi gebrakan dan kembali memanggil lebih keras. "Sea aku bitung sampai tiga. Kalau sampai nggak dibuka, aku dobrak sekalian!" ancamnya.

Star meraih tangan Rigel yang terkepal dan mulai memerah. "Mungkin sekatang Sca sedang membutuhkan waktu sendiri. Jangan mengganggu dia, Kak. Kita makan duluan aja, gimana? Aku lapar Kamu juga belum makan dan mang."

"Star dia "

Rigel tersentak mundur saat pintu di hadapannya tiba-tiba dibuka. Ekspresi dingin, itulah raut yang diperhihatkan pertama kali. Begitu melihat kesdaan Sea, secara otomatis langkahnya terhela mundur dengan mata membulat sempurna. Pucat itu masih menghiasi parasnya, wajahnya yang selalu tertata datar terlihat sangat sayu.

"Sea, kamu ... lagi mandi?"

Sea membiarkan sedikit pintu terbuka, berdiri di sana tanpa mengatakan apa apa kecuali menatap Rigel yang terlihat kalang kabut. Rambui Sea tampak basah dan tetes-tetes air jatuh mengaliri bahunya. Dia cuma mengenakan bra dan celana dalam yang juga basah, membuat Rigel lupa matan awalnya mengetuk pintu ini.

"Kalau sudah selesat, nanti ... ke meja makan. Star sudah masak banyak

untuk k<u>ita</u> "

Sea tetap diam Sungguh, ia sudah muak. Ia benar-benar lelah atas temuanya. Rigel dan Star ... ia bahkan tidak ingin tahu lagi siapa mereka.

"iya, Sea. Aku sengaja masak banyak supaya kita bisa makan bareng Nggak baik kalau terlalu sering makan junk food." Star ikut menimpali, sedang Sea tetap bergeming tanpa suara.

Oh, teman kamu yang aku beli tempo hari juga Star masakin jadi cumi Boreng saus padang. Rasonya pasti jauh lebih batk daripada dibuatin sama

aku," info Rigel berharap mendapat sedikit reaksi.

Ia mengela napas pelan saat semua pertanyaan itu seolah hanya jadi angul lalu baginya. "Jangan mandi kelamaan, Nanti masuk angin Ini sudah malam,"

Kedipan demi kedipan lambat adalah jawaban dari semua pertanyaan.

Seperti dilempar ke masa lalu saat Rigel untuk pertama kalinya menhat Sea di depan pintu dan dikenalkan oleh ibunya, perlakuan Sea tidak jauh berbeda dengan hari itu.

Rigel mengulurkan tangan untuk menangkup satu sisi wajahnya, "Kamu kenapa dari tadi diam "kepala Sea langsung dipalingkan ke arah lain, R.gel mengepal angin di udara, saat sentuhannya sudah tidak lagi diterimanya

"Sudah?" satu kalimat singkat dari Sea, terdengar tak bernada.

"Ap-apa., ?" Rigel mengerjap, tidak paham.

"Sea, kamu nggak bisa pake baju dulu ya?" Star bertanya risi "Di dalam memang nggak bisa andukan dulu?"

Sea menyandarkan sebelah sisi kepala ke kusen puntu, menatap Star

"Nggak bisa."

"Kamu sengaja cuma pake ginian buai Kak Rel, kan?" Star tidak bisa menutupi rasa cemburunya melihat mata Rigel terus menatap Sea dengan pandangan yang sulit teralihkan.

"Seingat saya dia masih suami saya sampai hari ini. Telanjang sekali pun

itu nggak melangkahi aturan Tuhan."

Star tercekat, satu tangannya terkepal kesal seolah Sea sengaja

menyindirnya dengan ucapan itu.

"Kamu selesaikan dulu mandinya. Nanti kita makan malam bersama." Rigel mencoba menengah,, dan saat Sea hendak menutup pintu, ta menahan lengannya beg tu menyadari ada luka pecah di sudut bibir. Sedan tadi is terlalu fokus mencari lebam di tubuh Sca barangkali ada hingga melewatkan kalau sudut pibirnya terluka "Apa dia menampar kamu!! Bibir kamu --"

Sea mencengkeram lengan Rigel, mengempaskan seketas mungkin

bahkan ketika dia belum sempat menyelesaikan kalimatnya.

"Jangan menyentuh saya. Urusi saja urusan kalian sendiri" hardiknya tayam.

Star maupun Rigel langsung membisu, seolah tidak asing dengan

perlakuan Sea yang tak tersentuh.

Sea mendongak, menatap Rigel lebih lekat. Sesak itu .. sakit itu -semuanya masih gencar menggerogoti jiwa yang hampir mati.

"Bisakah saya menganggap kalian tidak ada? Seperti saya, yang tidak

kahan anggap ada."

Bantıngan pıntu, adalah ucapan terakhır Sea sebelum dia bilang sepenuhnya dari pandangan.

Mengapa Sea begitu sulit diprediksi? Dia menyapa, menangis, dan

sekarang memperlakukannya begitu dingin.

"Aku sudah bilang, Sea bisa mengurus dirinya sendiri!" Star menarik tangan Rigel dengan jengkel agar menjauh dari pintu itu. "Untuk apa kamu

## clarizanjani

peduli pada orang yang tidak ingin dipedulikan?"

Rigel yang terlanjur kesal, ikut berjalan ke arah meja makan. Kepalanya

kosong, sulit menerima penolakan kasar Sea beberapa saat lalu.

Star mengambilkan air putih di gelas dan meletakkan di hadapan Rigel. "Minum dulu. Kalau lapar juga nanti Sea ke dapur buat nyari makanan Diabukan bayi yang perlu disuapi untuk makan."

Rigel meneguk air putilinya, satu tangannya terkepal kesal di sisi tubuh Sea benar-benar keras kepala. Ia tidak tahu bagaimana caranya mencairkan

gunung es tru sampai lembur tak bersisa.

Ponsel Star di saku celana berbunyi dan dengan segera dia merogohnya. Wajahnya langsung terlihat semringah saat panggilan video yang menunjukkan deretan kode angka luar negeri itu masuk. Rigel pun sudah mberitahu kalau ibu angkat putranya sering menghubungi pada pukul mjuh atau delapan malam nyaris setiap hari menyesuaikan waktu kepulangan Star dari tempat pekerjaan.

Star menunjukkan layar ponsel pada Rigel, senyuin riang mengembang

di bibirnya, "Lihat, bibi Elisah menghubungaku,"

Fokus Rigel buyar pada Sea untuk sesaat, memilih melihat ponsel Star yang terus menunjukkan panggilan dari nomor asing itu.

"Biasanya jam segini dia baru mau berangkat les gambar".

"Itu ... London?" detak jantung Rigel berdentam lebih cepat. "Dia yang

menelepon?"

Star mengangguk, mereka duduk di atas kursi makan dan saling berdekatan. Star tahu, Rigel terlihat masih syok serta kesulitan merangkat semua kebenaran yang selama ini disembunyikannya. Bahkan dia lebih banyak diam, hanya menatap layat ponsel itu sedari tadi.

"Kamu mau bicara dengannya!"

"Stor, aku aku tidak tahu apa yang harus kukatakan." Rigel gugup.

"Sapa dia seperti biasa. London tidak gigit. Kalau Papanya sih iya." Dia meledeki, sambil meletakkan ponsel di jarak pas. "Aku angkat ya?"

"Kamu serius?" Rigel melongokan kepala ke arah kamar, mengecek

keberadaan Sea. "Aku betum map, Star Itti terlalu cepat."

Ponsel diletakkan di meja, tangan Rigel digenggam dengan sangat lembui "Baby, he's just a little boy, and he is our son. You don't have to worry

about anything. It's gonna be okay."

Rigel menghela napas dan mengembuskan berkali-kali sebelum mengangguk kecil. Panggilan okhirnya diangkat. Perkenalan canggung itu terjadi antara anak dan Ayah yang untuk pertama kalinya sahng talap. Tidak terlalu lama, karena London harus berangkat ke tempat les. Bahkan setelah sambungan ditutup, debar jantung masih bertahuan cepat. Rigel masih sulit

percaya kalau sekarang sa adalah seorang Ayah. Benar-benar seorang Ayah,

"Dia mirip kamu. Malanya, rambutnya, persis banget"

Rigel mengangguk, perasaannya campur aduk Sungguh, terlalu sulit jika menyangkal kemiripan yang ada pada diri anak itu Dari caranya tersenyum, mengerling, berbicara, dan fisiknya. Semuanya nyaris sama.

Star menyandarkan kepala pada bahu Rigel, seraya memankan cıncın nikah yang masıh dikenakannya. "Aku bahkan bisa membayangkan bagaimana pahagianya kita kalau London sudali ada di sini Kita akan

menjadi keluarga yang lengkap dan utuh."

tadak menyahut, pampii ticak memiala. Rigel sekarang, tengah ia rasakan yang ikwaban. pasti apa. Apa la harus senang karena perempuan sekaligus ibu kandung dari putranya. audah kembali? Tapi, bagaimana dengan Sea? Haruskah ta belajar untuk пите!акапоуа регді?

Saat kepala Rigel masih sibuk mencerna semua situasi, bel apartemen

di depan berbunyi.

"Kamu ada janjian sama seseorang malam ini?" Star bertanya, hangkit dari kursi dukuti oleh Rigel.

"Nggak ada," la mendahului Star, saat bel itu berbunyi secara non-stop

"Sebentari"

Begitu pintu dibuka seadanya, Rigel mengernyit heran melihat Rion lah yang bertamu. Tsoak biasanya dia datang ke apartemennya.

"Kamu ngapain ke sini?"

"Lama amat sih, Kak, buka pintunya," gerutunya sambil menerobos mayuk tanpa permisi. Ia menunduk untuk melepaskan sepatu, dan betapa terkejutnya saat ia mendongak, Kakak perempuannya pun ada di sini. "Kak

. Star, di stri juga?" Rion mematung, penuh tanda tanya.

Paper hag kecil berisi ponsel yang ia bawakan untuk Sea, diletakkan ke lantsı la menatap Rigel dan Star secara bergantıan, tıdak ingin percaya kül<sup>sü</sup> keduanya berkumpul di tempat yang sama. Ia pikir mereka tidak lagi saling berhubungan kecuali kalau ada acara keluarga saja.

Star tersenyum hangat, melambaikan tangan. "Hai, Rion, Kenapa

malam malam datang ke sini? Kamu nggak ke RS temani Mama?"

Kenapa kamu juga ada di sini? Bukannya ibu kandungmu tengah dirawat secara intensif di Rumah Sakit?" Entah mengapa, kekesalan terhadap keduanya langsung bersarang tanpa bisa dikendalikan.

"Rion, kamu kenapa ngomongnya nggak sopan gitu<sup>31</sup>" Rigel menyentak

kesal—tidak terima.

"Memang benar, kan? Kenapa dia malah ada di sini, bukannya di RS jagain ibu kandungnya yang sedang koma!" ulangnya lebih tajam.

clarisagoni

PLAK

Tamparan keras mendarat di pipi Rion. "Jangan keterlaluan. Dia masah bagian dari keluarga kita."

Rion mengusap pipinya, tersenyum tipis di ujung bibir. "Oh ya, keluarga?" decihnya. "Terserah. Kalian memang yang paling pandai berdusta,

eh?"

Rion cuma menggeleng tak habis pikir, kemudian mempercepat langkah, berjalan ke tengah ruangan apartemen dan mengedarkan pandangan saat otaknya langsung terhiju pada seseorang. Kecuali meja makan yang terisi oleh berbagai aneka hidangan dan dua piring kosong yang tertata di depan masing masing kursi, bea tidak ada di sana.

Hanya ada dua? Untuk Sea, yang mana?

Mata Rion mulai memerah, tenggorokannya tercekat nyeri saat bayangan Sea yang mematung kosong tengah memerhatikan keduanya gencar berkelaran di kepala. Ia bukan anak kecil lagi yang tidak bisa membaca situasi. Kedua Kakaknya, mereka pernah berhubungan dan Sea terl hat sangat kecewa hari itu saat Rigel memeluk Star begitu erat untuk memberi dia kekuatan. Sea-nya yang biasanya datat, tampak kosong di tempat budah lama ia berusaha berdiam din dan tidak ikut campur dengan arusan orang dewasa, tetapi melihat keduanya ada di apartemen yang sama, ia hanya tidak bisa membayangkan, apa kahar dengan hati Seaf Mengapa mereka begitu tega melakukan ini pada Sea-nya?

"Di mana Sea?!" Rion berhalik, menatap Rigel dengan wajah merah padam. "Kalian tinggal berdua sekarang? Baik, tidak apa, Tapi, di mana

5eaku?"

"Rion, kamu apa-apaan"." Rigel mendorong sebelah bahunya dan langsung dibalas dorongan tidak kalah kasar di dadanya.

"Elo yang apa-apaan! Apa in tahu kalau Sea kelihatan nggak baik-baik

🎮 saat kalian berdua berpelukan di rumah malam itu?"

"Rion, aku tahu kamu cinta sama Sea. Tapi, bukan berarti kamu harus mengada-ada seperti itu!" bela Star. "Malam itu dia hanya peduli pada orang asing itu dan mendesakku untuk mendonorkan darah. Dia tidak peduli pada hal apa pun bahkan ketika aku berada di titik terendah."

Tapi, dia ibu kandungmu, Kak. Dia menolong ibu kandungmu agar cepat mendapatkan pertolongan. Jika nggak ada Sea, mungkin dia sudah

mati sekarang!"

Star langsung terdiam, lidahnya mendadak kelu.

hebenarnya, bukan dia yang nggak peduli sama lo, tapi kalian lah yang nggak peduli sama perasaan Sea sehingga mengahaikan kesakitan yang dia alum. Selama iru, dia sudah cukup jelas memperlihatkan. Gua yang terlahi

peka, atau kaltan yang memang bodoh? Di sepanjang acara makan itu, dia menunduk, dia menunduk terus tanpa berani melihat ke arah kalian. Seperti suami istri yang udah lama dipisahkan, kalian menyakiti Sea secara terang-terangan. Dia cuma terlihat dingin di luar, tapi dia rapuh di dalam. Seharusnya lo lebih tahu itu daripada gue, Kak!"

'Asal kamu tahu, pernikahan itu ada bukan karena mereka saling mencintal. Kamu tahu kan hari itu Papa mendesakku untuk pulang ke London, You? Sea tidak mencintai Kak Rei Begitupun dengan Kak Rei yang tidak memiliki perasaan apa pun sama Sea. Jadi aku mohon, tolong jangan memperbasar masalah ini. Sekarang, biarkan aku sama Kak Rei yang menyelesarkan semuanya. Kamu jangan ikut-ikutan"

"Bagaimana bisa gue nggak ikut ikutan jika perasaan perempuan yang gue cintailah yang kahan korbankan!" Rion membentak nyaring, "Bagaimana

bisa kalian menyeret Sea ke dalam dosa kalian?"

"Kamu nggak usah sok tahu. Kamu masih kecil, Rion. Kamu tahu apa, hun?" Rige, ikut menimpali sambil mengedikkan dagu ke arah pintu. "Pulang kamu sekarang, Jangan ikut campur urusan orang dewasa."

BuG

Rion melayangkan satu toniokken keras ke rahang Rigel hingga dia terdorong mundur ke belakang Tangan Rion bergetar, tubuhnya dilahap habis oleh emosi.

"Anjing kalian berdus. Binotang! Lo apain See gue? Lo pikir gue nggak tahu selama ini kahan pernah berhubungan?! Lo pikir gue nggak tahu alasan kenapa Papa mukuan lo sampe banak belur hari itu? Gue diem, karena gue pikur kanan udah tobat dan berhenti saling ketemuan. Dan sekarang, kahan apa-apaan? Selama int .. kalian menjalin hubungan secara terang-terangan di depan Sea, huh<sup>2]\*</sup>

Rigel yang hendak maju, ditahan oleh Star dari belakang. "Jangan, Kak. Rion tidak mengerti apa-apa. Dia tidak akan mengerti walaupun kita

menjelaskan."

Rion mengangguk-angguk. "Iya, iya Gue nggak ngerti-Star yang maha terhormat dan Rigel yang maha benar. Gue cuma anak delapan belas tahun yang baru bisa ngelurusin kencing. Gue nggak ngerti, bagaimana bisa kedua saudara kembar laknat di hadapan gue bisa berpacaran dan menyakit. hati orang tuanya. Gue nggak ngerti ke mana otak kahan berdua saat memutuskan untuk berhubungan dan mengkhianati kepercayaan mereka. Dari kecil kahan dibesarkan penuh kasih sayang, udah gede kahan injak hati keduo orang tua gue! Waras kalian? Apa lo tahu gimana hancurnya Mama dan Papa setelah tahu cinta terlarang kalian? Semalaman penuh, Mama menangis karena merasa gagal mendidik kalian. Padahal kelakuan kalian

yang kayak Anjung!"

Rigel maju dan mencengkeram kausnya. "Pergi lo dari sini, atau gue patahkan rahang lo!" wajahnya memerah, amarah menggelung seluruh logikanya "Pergi lo dari rumah gue Jangan ikut campur urusan gue!"

Star terus berusaha melerai, mencuba melepaskan kedua tangan Rigel dari kerah Rion. "Rion, tolong berhenti. Tulong jangan ikut campur, Sekarang, kanti sudah nggak terlarang. Biarkan kami yang meluruskan semua masalah

im. Aku nggak mau hubungan kita jadi merenggang karuna hal ini."

Rion berdecih, menatap Rigel tanpa gentar "Apa lo lupa, siapa yang nyodorin punggungnya untuk melindungi lo dari hajaran Papa? Apa itu Star yang melakukannya dan menyerahkan punggung dia agar lo berhenti dipukuli? Sea gue lagi babak belur saat itu, dan dia masih mampu memeluk lo d bawah lantai. Dan sekarang dengan nggak tahu dirinya, kalian hilang Sea nggak berperasaan? Sebenarnya, siapa di sini yang nggak berperasaan? Gue bingung, Kak, kenapa kalian ngelakuin hal menjijikkan ini sama orang yang mati-matian gue kejar?"

"Kak jangan kayak gini. Lepasin, Kak," Star sudah beruraian air mata, dengan lembut mengusap tangan Rigel agar segera melepaskan

cengkeramannya, "Rion, sudah Jangan diteruskan,"

"Amnesia kan lo?" sambil mengentakkan kedua tangan Rigel yang sudah mulai melonggar di kerah kausnya. "Kalian cuma bisa melihat kekurangan dia, tanpa mau repot repot melihat kelebihan dia. Kalian menggunakan kelemahan dia untuk menghancurkannya!"

"Saat itu kami sedang bertengkar, Rion. Kamu tidak tahu apa-apa.

Jangan asal bicara!"

"Memang kenapa jika Sea nggak bisa masak? Apa hanya karena mi la berhak mempermalukan dia di depan semua keluarga kita? Apa kalian pernah merasa bersalah saat kalian menyinggungnya?" Rion tidak peduli saat mendengar pembelaan Rigel. "Gue diam, karena gue masih menghargai kalian berdua sehagai Kakak tertua gue. Tapi, sampai kapan lo akan nyaktim hati Sea seperti itu?"

Rigel memejamkan mata, mengatur napasnya. "Pulang, Rion, Jangan

ikut campur urusan kami."

"Gue masih mencintai Sea. Gue serius sama dia, Sekarang giliran gue yang dapatin Sea. Lo dan Star, terserah mau pergi ke neraka mana!"

Tangan Rigel mengepal dan melayangkan ke atah Rion, tapi belum sampai, tiba-tiba Sea menahan tangannya dan balik menonjok wajahnya.

Rion melotut, sedang Rigel tersungkur ke lantai saking terkejut. Tidak ada yang mendengar derap langkah Sea mendekati, ketiga dari mereka tadi terlalu fokus pada amarah masing-masing.

"Sea...," Rigel menatapnya, matanya memerah dan berkaca kaca, Di sebelahnya, ada Star yang berlutut dan menatap Sea penuh amarah.

"KAMU GILA, SEA, KAMU GILA! Dia suami kamu, bagaimana bisa

kamu memukulnya seperti ini?!" Star memekak kesal.

"Star, apa masih pantas dia kusebut suami setelah dia membawa selingkuhannya ke rumah kami?"

"Sea, aku tidak melakukarinya," nyaris tidak terdengar, Rigel menyahuti,

"I never cheated on you."

Sea membuang muka, tidak sudi menatap wajah keduanya. "Jangan menyentuh Rion, Jangan pernah menyentuh dia Dari seluruh lelaki yang kukenal, hanya dia yang sampai nii menganggapku manusia. Hanya dia yang menganggapku ada"

Rigel sempat membeku, cukup lama, sebelum dia bangkat dari lantsi dengan napas terhela berat. Hatinya serasa hancur lebur mendengar

pernyataan Sea yang entah mengapa begitu menyakitinya

Sea siapa sebenarnya? Dia tidak lebih penting dari Star, bukan?

"Baik, Sea. Terserah kamu saja." Rigel menank tangan Star ke arah pintu, menggenggam jemarinya. "Kita makan di luar. Sekalian kita cari hotel antuk bercinta!"

Sea menunduk, mengepalkan tangan dan hergeming di tempat seolah tak bertulang.

Rion menghampiri, memberikan pelukan hangat terbaiknya "Aku minta maaf, tidak bisa menjagamu dengan baik, Sea. Aku minta maaf"

Sea, gimana? Apa kamu sudah bicara sama suami kamu tentang kerjasama kamil Kenapa sampai sekarang dia belum juga memberikan respons?! Jadilah pelacur yang baik, Sea, jangan mengecewakanku!

Deretan pesan masuk kedua dari ayahnya minggu ini, hanya membuatnya semakin merasa rendah diri. Ia tidak membalas, membiarkan

saja terabai di sana.

Rigel melewatinya dari arah daput, masuk ke dalam ruangan kerjanya kemudian keluar lagi dan duduk di sofa seberang dengan laptop yang dipangku. Tidak ada yang bersuara, keduanya sama-sama diam meski saling berhadapan,

Seminggu setelah pertengkaran hebat itu, hubungan Rigel dan Sea berubah begitu dingin. Beku dan suht dicairkan. Rigel menjauh. Sangat jauh. Pun dengan Sea, yang berusaha tak acuh atas kehadirannya. Seperti dua orang asing yang tinggal dalam satu atap bersama, mereka tak pernah saling bertegur sapa dengan normal. Rigel jarang sekali di rumah, dan saat

<sub>dia pulan</sub>g pun, dia lebih banyak menghabiskan waktunya di ruangan kerja. Atau sekalunya datang, dia akan membawa Star ikut serta bersamanya. Tapi,

had minggu mi, nyaris seharian penuh dia tidak ke mana mana.

Dinnya? Ah, entahiah. Sea tidak tahu gunanya apa kehadirannya di sini. Ia hanya figuran di antara kisah mereka berdua. Beberapa hari ini pun, gafel masih di luar kota, sibuk mencari detail kasus kebakaran itu agar cepat selesai sampai ke akarnya. Hanya Rion lah satu-satunya orang yang akan piembennya sedikit senyum, walau rasanya sulit dikala hati terasa sakit.

See, man nonton nggak? Malam ini ada film seru loh 🛭

Pesan chat dari Rion baru saja masuk. Ponsel yang dibelikan olehnya malam itu akhirnya Sea gunakan untuk mempermudah komunikasi. Sebelum sempat mengetikkan balasan, bel apartemen berbunyi.

"Buka pintunya," titah Rigel tanpa menatap ke arahnya.

Sea yang tengah membarangkan dari di atas sofa depan televisi, berialan ke pintu dan mengecek terlebih dahuhi siapa yang datang. Hanya cukup beberapa detik sebelum helaan berat terembus pelan begitu melihat sapa yang berdiri di sana-terlihat cantik dan anggun. Tubuh semampai dan rambut coklat alami yang dibiarkan tergerai itu sudah tidak lagi asing baginya. Dan hanya untuk malam mi saja, ia tidak ingin melihat mereka berdua berbincang tepat di depan matanya. Hanya untuk malam ini, ia tidak ingin dilnjak-injak dan dianggap tidak ada. Int rumahnya, Ia tidak ingin perempuan mana pun mengunjakkan kaki di tempat tinggalnya

"Sea, siapa?" Rigel yang semula masih duduk mengamati, ikut bangkit

dari sofa.

"Nggak penting." Sea berbalik menghadapnya, yang dibalas kernyitan dalam oleh Rigel.

"Moxsud kamu apa sih?" Rigel berdiri di samping Sea ikut mengecek lewat lubang kecil, dan decakkan langsung lolos dari bibirnya. "Itu Star Nggak pentung apa sih karnu."

"Ya memang nggak penting untukku. Jika dia penting untukmu, bukan

drusanku"

"See, nggak usah bilang aneh-aneh. Sekarang kamu awas, Star itu di

depan mau masuk. Kamu ngapain sih?"

"Rei, jika dia penting untukmu, silakan. Kamu masih mencintainya, Alakan, Hatimu bukan urusanku. Tapi, jangan memaksaku untuk memperlakukan dia seolah dia memang penting untuk diriku sendiri. Your fucking Star, it doesn't mean shit for me!"

What the hell are you talking about? You're being so rude!"

Sea tetap bersandar di pintu itu, tidak ingin menyingkir dari sana. Tidak thembiarkan puntu itu dibukanya. Sementara bel apartemen terus berbunyi

nyaring sedari tadi. "Aku memiliki hak penuh untuk memutuskan mapa yang boleh masuk dan tidak ke rumah ini. Dan aku tidak ingin Star masuk malam ini. Hanya malam ini."

Hanya malam ını, sa ingin merasa memiliki harga dırı.

"Kak Rei, buka pintunya? Kamu ada di dalam?" Star menggebrak pintu itu. "Kak, ini es krimnya nanti mencair kalan nggak segera dimasukin ke kulkas."

Rigel menggeser tubuh Sca, meraih handle pintu. "Kamu kenapa sih?"

Pintu terbuka sedikit, dan tangan Sea masih berusaha menutupnya. "Aku nggak mau Star masuk. Malam ini saja, Rei, jangan membiarkan Star masuk."

"Sea, kamu apa apaan sih?" Star berusaha masuk, tangannya ikut mendorong dari luar

"5ea--"

"Aku bilang, jangan masuk!" parau, Sea mengentakkan pintu itu dan suara jeritan Star langsung terdengar saat pintu itu terlutup.

Tanpa pikir panjang, Rigel membuka lebar, melihat tetes demi tetes

darah keluar dari jemari Star yang terluka.

'Demi Tuhan, Sea, apa yang sudah kamu lakukan?!" bentakkan Rigel

menggelegar, sambil meraih tangan Stor dengan panik.

Sea berdiri, membeku, melihat langsung saat suaminya dengan cepat meraih kedua tangan itu yang kani dilumum darah segar dan langsung menetesi lantai

"Star, aku-aku minte maaf Aku-"

'DIAM!" kembali, Rigel membentak. "Jangan mengatakan apa pun, Sea. Kamu benar-benar kekanakan!"

Plastik yang sedari tadi Star bawa jatuh dari tangannya dan isinya berhamburan ke lantai. Tangannya bergetar, tangis tidak dapat dibendung melihat satu kukunya patah setengahnya. Rasa sakit berdenyut luar biasa, semua ruas jemarinya serasa mati rasa.

Rigel dan Star melewati, kekesalan terpeta sangat Jelas di wajah Rigel. Star masih menangis, dia menangis kesakitan dengan darah yang teras berceceran sepanjang helaan. Dia mendudukkan Star di sofa, kalang kabut

mencari kotak P3K sambil terus herusaha menenangkannya.

Tanpa mengalihkan pandangan dari Rigel, Sea menatap bagaimana telatennya suaminya mengurusi luka yang sa sebahkan.

ia tidak bermaksud. Sungguh, ia tidak bermaksud melukainya.

"Aku hanya ingin dihargai sebagai Istrimu. Malam ini saja, aku hanya berharap kamu tidak menyakitiku dengan membawa Star ke rumah ini. Hanya itu." Sea menyeka air matanya yang baru saja akan jatuh. "Papa

# claritayanı

mengatakan aku pelacur ini dan itu, jadi aku berharap suamiku bisa sedikit menghargaiku. Aku hanya berharap malam ini tidak disakiti siapa pun. Tidak dipatahkan oleh satu orang pun. Maaf, Star, malah menyebabkan kamu terluka."

"Kamu keterlaluan, Sea. Kamu benar benar keterlaluan." Star bangkit dari sofa, menatapanya penuh kesal. "Ingin dihargai? Sebagai apa? Istri? Bukan di sini tempatnya. Rigel adalah milikku. Dia dari awal milikku. Kamu yang tidak tahu diri merebutnya dariku!"

"Star, tidak perlu disahuti. Biarkan saja Sea berbicara sendiri. Sini, aku

pbati dulu luka kamu, takut infeksi."

Star menepis tangan Rigel, menghampiri Sea dengan langkah panjang. "Dan, oh, apa kamu juga mau tahu seberapa jauh hubungan kami?"

"Apa?" parau, Sea tak mengerti.

Rigel dengan cepat berdiri menghalangi di antara tubuh mereka, mendorong tubuh Star ke belakang sambil menggeleng penuh permohonan. "Jangan, Star, Jangan!"

Star menatap Rigel, air mata terus berjatuhan "Kenapa tidak? Aku sudah cakup sabar menyimpan ini dari Sea. Kenapa kita harus menutupi

terus-menerus dari dia?!"

"Star, aku sendiri yang akan mengatakannya. Aku sendiri—"

"Selama seminggu, Kak, aku memberi kamu kesempatan. Tapi, kamu belum Juga mengatakan kebenaran tentang kita. Mau sampai kapan kita menyembunyikan London dari semua orang? Mereka berliak tahu. Anak kita berhak dikenalkan pada mereka. Aku tidak ingin lagi menyembunyikan biah cinta kita."

"Ap-apa....? Anak...? Anak?" Terputus putus, Sea mencangkul pita suaranya yang seketika sulit dikeluarkan. Ia melangkah mundur, napasnya sudah tidak teratur. "Anak apa?"

Rigel sudah tidak berdaya, ia sudah tidak bisa lagi menutupi. Membisu, ia berdir, kaku sambil menunggungi dan menunduk ketika Star menggeser

tubuhnya dan berhadapan langsung dengan Sea.

"Iya, anak. Kami sudah memiliki putra, Sca. Dia berusia empat tahun. London namanya. Rigel adalah Ayah dari anakku. Jadi sekarang, kamu tahu kan kenapa kami tidak akan pernah bisa dipisahkan? Apa sekarang kamu tahu, siapa yang seharuanya menyingkir dari kehidupan Rigel?"

"Rei, katakan kalau itu tidak benar. Tolong katakan, kalian tidak ... tidak

semenjijikkan itu?"

Rogel berbalik, menatap Sea dengan air mata yang ikut terjatuh dari netranya "Sea, aku ... aku benar-benar minta maaf."

"Kenapa harus minta maaf? Kamu hanya perlu mengatakan kalau itu

tidak BENAR!"

"Maafkan aku, tapi ... London memang benar anakku. Kami melakukan kesalahan dulu, dan—"

Sea membekap mulut, lalu tertawa terbahak bahak hingga tawa itu menjadi tangis dengan isak yang hebat. Ia ambruk di lantai, menangis sejadi jadinya di hadapan mereka. Ia tidak bisa. Ia tidak bisa untuk lebih tegar seperti perkataan ibunya ketika ia dihancurkan sampai ke dasar Lautan itu menenggelamkan dirinya sendiri hingga ia tidak mampu mencari sebuah pegangan.

Sclesai. Semuanya benar benar selesai.

"Sea, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak 📲

"Menjijikkan. Kahan menjijikkan. Kahan tidak jauh berbeda dengan binatang" Sea bergumam, pandangan kosong, saat isak itu berusaha sekuat tenaga ia redam

"Sea-"

"Kenapa aku harus jatuh cinta dengan orang sepertimu. Rel? Kenapa aku harus mencinta: orang sepertimu? Kenapa aku memberikan kepercayaanku pada orang sepertimu?"

Rigel membelos, "Ap-apa...?"

Sea mendongak, menatap Rigei. "Aku mencintaanu. Sejak enam tahun lalu, aku mencintaanu. Tepat setelah semua kejadian di pasar malam itu, aku mencintainu."

"Kamu bilang kamu...,"

"Kamu pikir kenapa aku mau menerima lamaranmu? Kamu pikir kenapa aku menerimamu dengan mudah?"

Kedua tangan Rigel terkepal, lidahnya terlalu kelu saat mendengat

semua pengakuan itu.

"Aku berusaha, Rigel, aku berusaha menjadi istri terbaik untukma. Aku cemburu melihat kamu setiap kali didekati oleh perempuan lain. Aku hancut ketika kamu memeluk Star di depan mataku. Aku ingin piga memasakkan hidangan lezat seperti dia, tapi maafkan aku, aku memang behim mampu."

"Sea ...," Rigel tercekat, ia menangis. Benar benar menangis di

hadapannya. "Aku minta maaf. Aku aku minta maaf."

Sea melepaskan cancin pernikahannya, Bangkit dari duduknya dengan susah payah, ia mendekati Rigel, meraih tangannya yang terkepal keras.

"Cıncın pernikahan ini, adalah rasa cintaku, kepercayaanku, yang selama ini aku kasih ke kamu." Sea meletakkan dengan paksa ke telapak tangan Rigel. "Dan sekarang ... aku kembalikan lagi padamu. Terima kasih. Aku selesai sampai di sini saja, Rei. Aku kalah. Selamat untuk keluarga kecil kalian. Kamu nggak perlu ngejauh lagi. Aku sudah tahu caranya mundur

## clarisayani

Kallan nggak perlu diam-diam lagi bertemu. Kalian nggak perlu lagi diamdiam menutupi kehadiran anak itu. Sekarang, kalian bebas. Aku tidak akan pernah lagi berada di antara hubungan kalian." Sea berjalan cepat ke dalam kamar, mengambil tasnya yang teronggok di pojok ruangan.

"Sea, kamu mau ke mana?!"

Dia telap berjalan ke arah pintu, tanpa memedulikan panggilan Rigel. "Kak Rei!" Star memanggil, ikut menyusul.

"Kamu mau ke mana?" Rigel menyusul sampai ke depan lift, menarik tangan Sea keras keras. "Jika kamu pergi, aku tidak akan pernah menerima kerjasama dari Ayahmu!"

Sea mengentakkan tangan Rigel, dan untuk terakhir kalinya, ia menatap kedua netra coklat itu lebih lama. Kedua netra coklat yang pernah menjadi tatapan favorite-nya.

"Persetan, Rei. Aku bukan lagi bagian dari kalian." Sea berlalu, saat Rigel masih membisu.

Perasaan paling busuk di dunia adalah, ketika aku telah melakukan yang terbaik yang bisa kulakukan, dan itu masih belum cukup baik di mata kalian.



Lift nyaris tertutup beberapa senti lagi, dan dengan cepat Rigel segera menahannya menggunakan kaki dan tangannya—tidak membiatkan lift itu menghilangkan Sea dari pandangan. Berada di ujung perpisahan, ia tidak bisa lagi mendefinisikan sakit seperti apa yang kini tengah mengobrak-abrik hatinya. Wajah memerah, netranya sudah basah oleh jejak air mata.

"Keluar, tolong keluar dulu. Kita belum selesai bicara!" cegahnya panik.

"Tidak ada yang ingin kubicarakan lagi tentang kita" Sea enggan mendengarkan, menekan tombol tutup dengan putus asa. "Rei, tolong jangan

mempersuht semuanya. Menyingkirlah!"

"Sea, jangan pergi. I'olong jangan pergi ke mana pun. Kamu bilang kamu akan menemaniku agar tidak tersesat Tolong, jangan seperti ini," Rigel menggeleng, penuh permohonan. "Jangan meninggalkanku, Sea. Kita bisa membicarakan ini secara baik baik."

Rigel tidak masuk. Ia ingin Sea yang keluar dan membuktikan ucapannya kalau dia benar mencintai dirinya. Dia benar menginginkan sama besarnya seperti dirinya. Tidak seperti yang sudah-sudah. Mengaku cinta, tetapi tetap pergi dan berharap ia melupakan segalanya.

Rigel menguturkan tangan ke arahnya, bulir bening menggenang di pelupuk mata. "Sea, piis, ayo keluar Pulang. Di luar sana bukan rumahmu."

"Dari awal, rumah yang kupikir rumah nyatanya hanya tempat singgah sementara, Rei. Penghuninya bukan aku, dan tidak akan pernah menjadi aku."

"Itu sebabnya aku takut mengatakan tentang kebenaran ini! Aku tahu kamu dengan pengecutnya akan pergi meninggalkan. Aku tahu kamu tidak akan pernah menerimaku jika ada anak dari dosa masa laluku!"

Sea menatap Rigel, matanya memerah. Ia menggeleng, lamat-lamat

## clausayani

'Rei, jika Star tidak pernah menempel terus padamu seperti parasit, aku hdak akan pernah mempermasalahkan kehadirannya. Masalahnya, kamu membawa serta ibu dari anak itu untuk merusak rumah kita!"

"Bohong. Kamu pasti tetap akan pergi. Kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk membicarakan tentang ini!" Napas Rigel tak teratur, ia menunduk dengan putus asa. "Kamu tidak memercayaiku sepenuhnya dari

awal, Sea. Kita bertengkar juga karena hal yang sama."

Star terdiam kaku di belakangnya mendengar semua permohonan Rigel pada perempuan itu. Sungguh, ia tidak rela. Ia pikir Rigel sudah sepenuhnya beraish padanya setelah satu minggu ini lebih banyak menghabiskan waktu dengannya.

Rigel kembali mendongak, menatap Sea dengan luka yang tersorot jelas dan sepasang matanya, "Jangan pergi, Sea. Aku benar-benar akan tersesat

tanpa kamu. Just don't!"

"Kamu yang membiarkan dirimu tersesat, Rei. Tidak ada yang bisa menolongmu selain dirimu sendiri." Sea berbicara pelan, mengalihkan pandangan dari Rigel. "Kamu juga berjanji, tidak akan pernah menyakitiku, Kamu yang bilang, aku akan sembuh dengan urusan masa laluku. Nyatanya, kamu kembali pada masa lalumu, dan menyakitiku dengan itu. Kamu dengan tengaja melakukannya, tanpa tahu kesalahanku di mana."

"Ses .," sesak, suara Rigel tercekat di tenggorokan. "Keluar dulu, Mari

kita b.carn."

"Also mgar berceras,"

"Aku nggak mau'" Rigel menggebrak pintu lift. "Kamu bilang kamu mencintaiku, Sea! Kamu bilang kamu mencintaiku selama enam tahun. Kenapa harus pergi!' Untuk apa kamu mengatakan itu jika tetap pergi! Ada apa sebenarnya dengan kahan'" sekali lagi, air mata Rigel meluncur jatuh. "Jangan pergi. Keluar dari lift, Sea. Jangan pergi, aku mohon jangan pergi."

Sea menatap Rigel. Pandangannya terpatri lekat pada sosok yang selama bertahun tahun ini mengisi hatinya. "Benat Aku begitu mencuntaimu. Cinta yang kurasa tidak pernah sama, dengan yang sudah-sudah. Cinta yang begitu besar, sampai aku khawatir aku lebih mencintaimu daripada diriku sendiri.

Seharuanya, tidak boleh begitu, kan?"

"Sea. ," rasanya semakin Sea menyatakan perasaannya, semakin sakit hatinya mengingat luka yang telah ia torehkan selama satu minggu ini padanya. Seharusnya, ia tidak pernah menjauhi Sea, bagaimanapun keadaan pernikahaan mereka. "Aku minta maaf."

"Untuk apa aku tinggal di sampingmu jika cinta yang kupunya tidak dihargar?" Sea menggeleng, tanpa memberinya kesempatan. "Aku tidak akan bertahan dengan orang yang tidak pantas untuk kuperjuangkan Aku

#### adduted

tidak akan mengejar sesuatu yang terus berlari menjauhiku. Jika kamu menginginkan Star, kejar dia. Jangan melibatkanku lagi ke dalam bubungan terlarang kalian. Aku lelah, Rei, dijadikan tameng oleh semua orang. Sudahi saja. Ini sudah di luar batas kemampuanku."

"Seminggu ini, aku mencari cara bagamana mengatakan tentang keberadaan anak itu! Aku tidak bisa melihat kamu seperti sebelumnya Aku selalu merasa bersalah, Sea. Setiap kali berada di depanmu, itu hanya mengingatkanku bagamana kotornya hidupku" Rigel hendak menghela langkah ke dalam lift, tetapi Sea segera mundur ke belakang yang kontan menghentikan langkahnya. "Sea..."

"Kalian memang menjijikkan," parau, Sea membuang muka "Kalian

benar-benar menjijikkan."

"Sea, tolong jangan berkata begitu." Rigel mengepalkan tangan, menggeleng lemah. "Itu menyakitkan, sayang Jangan berkata begitu." Ia bisa menenma semua cacam dari semua orang, tetapi ketika keluar dari bibir seseorang yang selalu menjadi kekuatannya, selalu menjadi sosok yang ta puja, ta merasa semesta baru saja runtuh menimpa kepalanya.

"Kamu menjijikkan! Aku tidak bisa bidup dengan orang semenjijikkan kalian." Sea menyentak, menekan berulang kali tombol lift agar segera

tertutup. "Sial, Rei, minggir!"

"Aku tahu ludupku sangat kotor Tapi, demi Tuhan, aku tidak pemuh berselangkah. Aku tidak pemah tidur dengan perempuan mana pun selama

pernikahan kita selam denganmu. Tidak pernah, Seat".

"Lalu, bagaimana dengan kebersamaan kahan?!" Sea meninggisan suaranya "Apa selingkuh hanya tentang bercinta? Apa kamu pikar selingkuh hanya tentang dua orang manusia yang saling memuaskan diri di atas ranjang?" Ia menggeleng, menunjuk Star "Rei, selingkuh itu ketika kamu mula, menghancurkan kepercayaanku dan bertemu dengan perempuan yang kamu cintai secara diam-diam di belakangku. Kamu membohongiku, Rei, Kamu berbohong hari itu."

"Berbohong?" Rigel tidak mengerti maksud ucapannya "Berbohong

apa?"

Aku khawatir. Aku takut kamu masuk angin. Aku nggak bisa memasak, tapi aku tidak akan membiarkan kamu kelaparan. Tapi ternyata, kamu sudah makan dengan dia. Aku harus seperti apa, Rei, ketika tahu lelaki yang kupikir sudah mampu melupakan masa lalunya, nyatanya masah sangat mencintainya? Aku harus seperti apa, saat mendengar sendiri pengakuanmu yang menyatakan kalau aku bukan siapa siapa dibanding dia yang sudah lama kamu kenal?

Rigel midai memutar ulang beruntun kejadian lalu dan menyatukan

## clasizayani

satu per satu ingatannya menjadi satu kepingan utuh. "Kamu ... kamu tahu?"

"Kamu mencintai Star Bagaimana bisa kamu mencintaiku kalau hatimu masih tertuju pada Star?" Sea mengangguk kecil. "Aku mengerti, Rei. Aku lahu sudah tidak ada lagi kesempatan untukku bisa mendapatkan hatimu."

Rigel tak bisa berkata kata, napasnya memburu kasar dan langsung melajukan langkah ke depan sebelum kakinya tertahan oleh lingkaran

tangan Star di perutnya.

"Star, aku harus berbicara dengan Sea!"

"Kak," Star mendekap tubuh Rigel dari arah belakang seerat mungkin, la menangis, terisak di punggungnya. "Aku menuntaimu. Jika kamu sepertiini, bagaimana denganku?"

Sea menatap keduanya, tersenyum getir-ketika tangan Star terlingkar

erat di sana.

"Sea karnu salah paham! Kamu

"Bertahan dengan seseorang yang masih bimbang, hanya membisangbuang waktu. Aku yang mundur, silakan kahan perbaiki kekacauan yang telah kalian lakukan. Orang tua kalian, mereka akan lebih terluka dengan fakta itu. Orang tua yang membesarkan kalian-ah, apa kalian pernah memikirkan perasaan mereka?"

"Sea, jungan ikut campur—"

"DIAM KAMU" Sea membentak Star, menyorotkan tatapan dingin yang sulit diabaikan. "Rigel milik kamu kan, Star? Ya, seluruhnya, dia milikmu sekarang. Rawat dia, buatkan dia masakan yang lezat, karena selama denganku, dia tidak makan dengan baik."

"Sea, kamu yang tidak bisa memasak. Kenapa seolah-olah aku yang

ahat hanya karena memasakkan dia makanan?!" Star tidak terima

"Benar, Aku tidak bisa memasak. Aku takut kompor, Ibuku meninggal karena itu. Dan aku tidak ingin hal yang sama terulang kembadi. Aku tidak

ingin kebilangan orang yang paling berarti di hidupku karena itu".

"Sea...," Rigel ingin datang lebih dekat padanya, tetapi Star memeluknya begatu erat dan tertsak hebat di belakangnya. "Kenapa kamu tidak pernah mengatakannya? Kenapa kamu tidak pernah mengatakan tentang traumamu badakilsi,,

"Untuk apa? Berharap dikasahani? Tidak perlu, Rei. Aku tidak membutuhkan itu"

Rigel berusaha melepaskan kaitan tangan Star, dan secara otomatis lift

itu mulai bekerja saat tidak ada lagi penghalang.

Aku sudah hancur, Rei, sekarang aku benar-benar hancur. Dan seharusnya kamu sudah tahu siapa yang melakukannya. Kamu berharap aku harus sehancur apa agar aku tetap di sisimu dan menjadi tameng kalian?"

Ucapan itu mengiringi kepergian perempuan yang selama tiga bulan ini menemani hari-harinya. Dengan jelas, Rigel masih bisa mendengar penuturan Sea yang langsung membuatnya tak mampu bersuara.

In membulatkan mata, saat dengan cepat lift itu tertutup dan menghilangkan Sea dari pandangan. Ia berusaha membuka pintu besi itu,

menggebruk dan menendangnya berulang kali-

"Sea, Kembah! Sea!" la menggebraknya tanpa henti, berlari ke lift yang

satunya lagi dan menekan dengan tidak sabaran untuk menyusul Sea.

"Kak, kenapa kamu seperti ini? Kak...!" Star terisak hebat, saat Rigel dengan kalang kabut terus memukul kotak besi itu. Ia meraih tangamiya, melihat tangan Rigel semakin memerah. "Berhenti. Berhenti. Tolong berhenti"

"Buka liftnya. Aku belum selesai berbicara dengan Seaku. Buka lift mi"

Tidak lama, lift itu terbuka dan Rigel segera masuk ke dalam meninggalkan Star yang termangu kosong di tempat. Dia berlarian keluar meninju gerbang apartemen begitu pintu lift terbuka di lobi "Sea! Sea!" Seperti kesetanan, ia berteriak memanggilnya, "Sea, kamu di mana?! Sea...?"

Di tepi jalan, di tengah lalu-lalang kendaraan, suara Rigel nyaris tak terdengar menyaru bersama bisingnya keramaian. Ia memanggil nama yang sama, berharap si pemiliknya masih sudi menerima semua penjelasannya.

"Sea, kembali, Sea!"

Dan tidak terbitung berapa polish kali nama itu dipanggil, Sea tetap tidak datang. Dia enggan muncul dan hadir Seharusnya tadi, ia menank tubuh Sea kehiar dari lifi, bilkaunya menunggu dia untuk datang dan berharap menghampuri Jika salebih keras menahannya, jika ia jujur apa yang tengah dirasakannya, mungkin Sea tidak akan pergi. Mungkin sekarang Sea masih ada di simi.

Rigel menutup wajahnya, sesak yang ia rasa sakitnya benar-benar tak terkira. Di antara semua perpisahan, sungguh, berpisah dengannya adalah ha, yang paling menyakitkan. Rigel kehilangan arah, mengedarkan pandangan ke semua penjuru tempat yang bisa dijangkan oleh mata, dan Seya-nya tetap tidak ada.

Tidak ada. Benar-benar tidak ada. Sea sudah menghilang. Pergi dengan

meninggalkan ucapan perpisahan yang menyakitkan.

Langkah yang terhela gontai, Rigel kembali memasuki apartemen. Dekapan hangat Star menyambutnya, tapi Rigel serasa mati rasa Kosong. Ja tidak bisa merasakan apa-apa.

"Kak, aku mencintamu. Aku sangat mencintamu. Bisakah kita akhiri kerumitan ini? Sekarang hanya ada kita. Dulu, milah yang kita barapkan Tolong, jangan pergi lagi. Sea sudah tidak ada Sea tidak pernah

### clarizayani

membutahkanmu sebesar aku. Dia tidak pernah mencintannu sebesar milikku. Apa belum cukup waktu yang kita habiskan dengan saling menyakti?"

Perlahan, Rigel melepaskan kaitan tangan Star, merenggangkan tubuh mereka. "Pulang, Star Pulang" la berjalan ke arah kamar, Star membuntutinya

dan belakang.

"Kak, jangan lagi mengabaikanku. Aku mohon, Tolong jangan seperti

Langkah Rigel terhenti. Matanya jatuh pada deretan figura yang tengantung di dinding kamat. Ia dan Sea yang memaku, keduanya yang memata semua foto itu. Dan dengan sengaja pula menyisakan ruang di tengah untuk versi kecil Rigel dan Sea. Namun, sekarang, semuanya hunya tinggal kenangan. Kekonyolan mereka, kani sudah tidak bersisa.

"Benar, Sea sudah pergi," la tersenyum pahit, "dia juga sudah tahu kehadiran anak kita. Katakan padaku, apa yang sekarang kamu inginkan,

Star?"

"Kak, bukan seperti ini. Aku-"

Rigel memasuki kamar, menutupnya dari dalam. Hanya selang beberapa detik, bunyi benturan benda yang berasal dari dalam benar-benar nyaring terdengar. Star menggebrak pintu kamar itu dengan panik, tetapi berulang kali pun ia memohon, Rigel tidak juga membukakan.

Di dalam bus kota, Sea memeluk ranselnya ditemani sebuket bunga lily yang diletakkan di sampingnya. Kepala tersandar ke kaca jendela mobil, sesekali matanya terpejam. Kantuk tidak kunjung datang, tetapi matanya tidak sanggup dibuka untuk melihat kepadatan lalu-lalang kendaraan. Semua orang pulang ke rumah. Semua orang memiliki rumah. Sedang dirinya tak tahu rumah mana yang harus ia tuju untuk pelepas lelah. Perjalanan lukup panyang yang selalu ia hindari, kini ia tempuh seorang diri. Dalam keadaan Jiwa yang luluh lantak, ia berusaha mencari satu-satunya sumber kekuataan.

Dua jam perjalanan, bus berhenti di sebuah area luas yang tak berujung. Bersamaan dengan helaan langkahnya menurum bus, petir menyambar seolah memberinya sambutan. Di kelilingi pepohonan rumbun, area pemakaman itu sudah semakin sepi. Matahari telah bersembunyi di balik awan hitam pekat

Langkah demi langkah, Sea melewati setiap gundukan yang tak ia kenali. Tempat di mana keabadian telah menjadi rumah mereka berpulang dan tak akan pernah kembali.

Kakinya terhenti, begitu nama yang ia kenali sudah berada di depan

mata. Ransel yang semula in pegang, dibiarkan terjatuh di bawah kakinya. Ia tersenyum, berjalan semakin dekat menghampiri rumah yang ditinggali oleh

raga dari sosok yang paling dicintainya. Ibunya...

Petir masih saling bersahutan. Awan semakin pekat mengelilingi di etas kepalanya. Di samping gundukan tanah yang tak lagi merah dunakan usia dan telah dipenuhi remmputan hijau, Sea meluruhkan tubuhnya. Lutot terbentur kerikil, menembus kulit, tetapi sakit tak lagi ia rasakan. Lemas lunglas tak berdaya, ia memeluk tempat peristirahat terakhirnya

"Ma, Sea datang. Sea kangen Mama," jerit tangis tak mampu ia keluarkan namun air mata mengalir tak berkesudahan. "Sea kalah, Sea ingin

pulang saja"

Seperti buku diany di mana ia mencurahkan argala bentuk semua aduan, di bawah hatu nisan ini saksi dari semua ceritanya telah tertuang. Tak ada bosan, dia mendengarkan. Tak ada bosan, dia memberinya kehangatan. Iak ada bosan, dia memberinya sebuah pelukan. Namun, tanpa ucapan selamat tinggal, dia berpulang ke sisi Tuhan,

"Delapan tahun berlalu tanpa kehadiranmu. Sea datang dan ingin cerita. Tidakkah Mama merindukanku juga? Sea lelah, Ma. Sca kangen Mama" Tangannya bergetar, memeluk seerat yang ia mampu gundukan tak bersuara itu. Hanya dengan cara seperti ini, ia bisa menyapa. Hanya dengan jalan in.,

mungkin ibunya bisa melihatnya di atas sana.

"Ma, Sea mau bicara. Sea man bercerita." Pipinya menempel, pekatnya tanah basah yang ditetesi gerimis mulai mengotorinya. "Mama janji nkan selalu menjadi pendengar setra Sea. Kenapa sekarang Mama tidak menjawabnya?"

Tangis yang remula hanya linangan air mata, herubah menjadi isak yang hebat. Ia menekan dadanya, sesak tak terkira menguliti seluruh tubuhnya. "Sakit, Ma. Ini menyakitkan. Apa yang harus aku lakukan?"

Ia tahu, tidak akan ada jawaban. Ia herbicara sendiri, ia sudah tidak mampu lagi bangkit berdiri.

"Kenapa ... semuanya berubah gelap>"

"Ma, Mama..." Deru napasnya kian melemah, pandangannya mulai memudar "Apa int saatnya Sea berpulang ke rumah Tuhan?" Dan hanya dalam beberapa detik saat ia maju dan memeluk erat batu nisan, perlahan seluruh kesadaran pun telah menghilang.

Titik mencintai paling tinggi adalah mengikhlaskan. Tapi, mengapa

kepergianmu tetap menjadi derita yang tak mampu kusembuhkan?

Ma, rumah yang selama ini kudatangi pun, telah memiliki penghuni tetap. Semesta hanya ingin mempertemukan, bukan untuk mempersatukan. Du yang bertahun kucintai, tidak dimaksudkan untuk kumiliki. Aku harus

### claritagani

bagaimana? Tidak ada lagi rumah yang bisa kusinggahi. Tolong aku, Ma. Sea ingin pulang, dan beristirahat dengan tenang. Di sini, aku menggigil sendirian.

...

Di atas ranjang Rumah Sakit, sosok yang dulu koma pasta kecelakaan besar dan telah melakukan serangkaian operasi itu sudah suman sejak beberapa hari lalu Masih banyak alat penopang kehadapan yang terpasang, tetapi kondisinya sadah semakin baik. Di sampingnya, ada Star yang sedang membantu merapikan tumpukan bantal di belakang punggungnya

"Jika perlu sesuatu, tekan saja tombol di samping. Nanti perawat akan datang" Infonya, masih agak canggung aetiap kali Star membuka suara di

depan ibu kandungnya.

Tea DNA yang dilakukan dua minggu lalu, telah memberikan jawahan paling akurat bahwa memang benar Star bukanlah bagian dari keluarga Xander. Lovely maupun Jayden, darah keduanya tidak pernah mengalir dalam tubuhnya Semua fakta yang pernah dibeberkan malam itu, adalah kenyataan yang mau tidak mau harus Star terima

Amelia tersenyum hangat, mengangguk kecil. "Te-terima kasih,"

ucapnya sangat petan

"Lia pasti sudah tahu. Belasan tahun kami bekerja di sini, jika kamu lupa," tukas teman ibunya yang dulu datang ke rumah. "Kahan sudah sarapan? Pagi sekah berkunjungnya"

"Belam, Bu. Mungkin nanti sekalian berangkat ke kantur." "Jangan lupa sarapan, Nak. Ibu nggak mau kamu sakit."

Star menatapnya cukup lama, sebelum mengangguk pelan. Perempuan ku sangat cantik. Meski sudah mendekati kepala lima, tetapi alsa-aisa dari kecantikan masa mudanya tidak lantas memudar. Dia memiliki kulit putih pucat seperti dirinya, walau rambut dan matanya tidak coklat. Masih banyak sekali pertanyaan yang Star punya, tetapi ia seolah belum aiap mendengar semua jawahannya.

"Apa kahan bertengkar? Nak Rigel lebih banyak diam selama sahi minggu ini." Keduanya mehrik Rigel yang duduk di kursi paling pojok ruangan. "Jika kalian sedang sibuk, tidak usah repot-repot ke sini. Ada ibu

yang menemani Lia setiap hari."

Mata Star berahh pada Rigel, menatapnya dalam diam diaisul embusan napas pelan. Setelah kepergian Sea minggu lalu, Rigel seperti mayat hidup yang tak akan berbicara jika tidak ditanya. Bahkan ketika ditanya pun, hanya sepatah dua patah kata yang dijawabnya. Dia memang tidak pergi ke mana mana. Dia tidak meninggalkan dirinya dan berlari mengejar Sea yang entah di mana keberadaannya sekarang. Tapi, Star tahu, pikuannya tidak pernah

benar-benar ada di sini. Termenung, duduk diam, bahkan dia bisa berjamjam dalam posisi yang sama di kursi itu selama berkunjung ke sini. Sungguh, Star hampir tidak bisa mengenali sosoknya.

"Kek...," Star berjalan menghampin, mengelus lengannya yang dilapisi

kemeja putih. "Mau keluar cari sarapan?"

Tidak ada respons.

"Kak Rel?" Star mengguncang pelan lengannya, lalu menangkup satu sisi wajah Rigel yang terlihat buyu "Aku sudah selesai."

Rigel menepis tangan Star dari pipinya, bangkit berdiri dari kursi.

"Mau sarapan dulu? Kita-

"Aku harus ke kantor," potong Rigel. Ia mengangguk kecil, pamit secara singkat pada dua orang yang menempatkan dirinya hingga ke titik ini. "Saya pergi."

"Oh, i-iya. Hati-hati di jalan nak Rıgel"

Star menyusul Rigel dengan cepat, berusaha menyejajarkan langkah keduanya ke arali parkiran "Kak, karnu belum makan samo sekali dari kemarin siang Wajah karnu terlihat sangat pucat." Star mengingatkan ketika mereka duduk di mobil "Cuma beberapa suap aia. Aku takut karnu malah sakit nyiksa diri kayak.

gini."

Sakit? Bankan lebih dari sakit, itulah yang ia rasakan di set ap detiknya tanpa kehadiran Sea. Ia tidak tahu di mana dia sekarang. Ia tidak bisa lagi melihat wajah yang selama ini menghiasi pandangan. Setiap kali membuka mata, tubuh yang selahi ia dekap, sudah menghilang. Setiap kali pulang ke rumah, nama yang selahi ia serukan sudah tak lagi mampu disuarakan. Rasanya seperti mimpi, Sea-nya yang dingin dan tak berekspresi sudah benar-benar lenyap tanpa kabar.

"Atau, kamu mau bubur yang di taman jogging itu?"

Tidak ada respons dari Rigel. Pandangannya tertuju ke depan, memular

setir kemudi dan membelah jalanan yang ditalui.

"Kak, tolong jangan membuatku merasa bersalah! Bukankah ini sudah sesuai kenginan kita?" Setelah cukup lama bersabar, Star akhirnya meninggikan suara, "Sea..."

Pedal rem dunjak keras-keras. Rigel memarkir mobil secara sembarang

ketika sudah sampa: di depan kantor.

"Berhenti menyebut namanya! Berhenti, Starl" Dia menatap perempuan yang pernah dicintalnya, dengan sorot terluka, "Aku tidak bisa menelan apa pun dengan baik sekarang. Aku kesulitan, Star. Aku kesulitan meneruma kalau Sea sudah tidak pernah lagi pulang. Sekarang, aku di sini. Aku sepenuhnya mulikmu. Jangan membahas apa pun tentang Sea lagi."

### clarifazioni

Star meraih tangan Rigel, menggenggamnya dengan erat "Kak...,"

"Kamu ingin apa dariku? Mari, kita lakukan. Apa pun, Star, asal kamu

bahagia. Bukankah itu janji yang selama ini kamu tunggu?"

Star terisak, ia tidak tahu mengapa kata-kata itu terasa menyakitkan, padahal seharusnya itu adalah ucapan yang teramat membahagiakan. Seperti ada lubang besar yang menganga di antara mereka sekarang, walau Rigel sudah berada di dekatnya

"Semalam, Mama menelepon. Dia menghubungi ponselmu berulang kali, tapi tidak kamu angkat." Star menyeka air matanya, mengalihkan pembicaraan. "Nanti malam, aku akan menginap di sana. Kamu mau ikut?

Sudah lama kita tidak berkumpul."

Apa yang hatus ia katakan tentang Sea? Bagaimana jika orang tuanya tahu kalau selama seminggu ini Sea sudah tidak tinggal serumah dengannya?

"Aku tidak tahu." Rigel melepaskan tangan Star, kemudian keluar dari

mobil dan berjalan ke daiam perusahaan.

Ruangan pertama yang Rigel tuju, adalah departemen tim yang dulu ditempati Sea. Sapaan demi sapaan ia dapat begitu kakinya sampai di sana, tetapi meja kerja yang ditempati Sea masih tak berpenghuni selama satu minggu ni. Tidak ada yang ia biarkan duduk di kursi yang pernah Istrinya tempati. Mungkin Sea akan datang. Mungkin Sea akan bekerja di sama dengan ekspresi serius mengerjakan setumpuk dokumen perusahaan.

"Dia belum masuk, Pak," Informasi yang sama dari Lily, tanpa perlu-

Rigel bertanya.

Setiap hari, pagi dan sore, ia akan datang ke sana untuk sekadar mengecek kedatangannya. Tapi, Sea masih belum juga memunculkan batang hidungnya.

Rigel herhalik, langkahnya terasa berat setiap kali ruangan itu

dipunggungi dan tak jua mendapatkan hasil sama sekali.

400

Di antara bisingnya dentuman musik kelab, Rigel menuangkan botol alkohol ke dalam gelas sampai isinya berceceran keluat. Banyak perempuan yang menghampiri, dan ia tepis berkali-kali.

"Rei, sekarang io kenapa lagi sih? Sea nggak marah io mabok gini? Niar gur teleponin bini kutub utara io itu ya kalan nggak juga berhenti minum!"

ancam David yang berada di seberang meja.

Rigel tertawa hambar, meneguk sekali lagi minuman yang ia pegang. Tolong, teleponin dia. Gue kangen Sea gue. Gue pengin ketemu dia!" tawa hambar, berubah menjadi suara yang terdengar parau.

"Lo pulang kalau mau ketemu Sea. Ngapain lo malah di sini?"

"GUE NGGAK AKAN ADA DI SINI JIKA SEA ADA DI RUMAH"
Rigel menggebrak meja dan membanting botol minuman hingga pecah
berserakan ke lantai.

"Anjing, kaget gue. Int anak beneran mabok." David menghampiri, berusaha membangunkan Rigel dari duduknya. "Lo berantem sama Sea? Istri lo kabur dari rumah?"

Rigel meraih kerah kemejanya, mencengkeramnya eraterat. "Vid, gue kangen dia. Tolong, bantu gue cari Sea. Gue nggak tahu dia di mana sekarang. Satu menit aja, satu menit aja, gue ingin melihatnya. Nggak perlu lama-lama, cukup satu menit aja." Ia berlutut di atas lantai, saat tubuhnya ambruk kehilangan keseimbangan. "Gue kangen dia. Rasanya gue hampir mati sekarang."

Sungguh, satu menit pun tak apa. Rigel merindukan Sea. Di mana pun dia berada, ia hanya ingin melihatnya. Bahkan orang bayarannya pun masih

belum mampu mencari keberadaannya sampai sekarang.

Rigel tidak pernah tahu merindukan seseorang bisa semenyakitkan ini. Dulu, saat ia berpisah dengan Star, rasanya tidak pernah sehancur ini. Dan perlahan, ia mulai tahu kenapa. Karena di sana, ada Sea yang menemani. Ia tetap baik-baik saja, karena selalu ada Sea yang mendampingi. Tanpa Sea, ja merasa bukan apa-apa...



"Mang Herman sama Bibi pada ke mana, Ma? Sepi banget." Gadis berambut sebahu yang mengenakan celana pendek army selutut dan kaus

oblong tanpa lengan itu bertanya pada ibunya.

Beliau yang tengah berbaring di atas ranjang dengan selimut lebal melingkupi sampai dada, tersenyum hangat melihat putri kesayangannya memasuki kamar sambil membawakan segelas air putih di nampan. Wajahnya tampak pucat, tetapi senyum itu terbingkai sempurna. Sudah dua hari ini ibunya sedang tidak enak badan Alhasil, liburan tahun ini di Villa pribadi keluarganya jadi terasa hambar tanpa cicitannya. Pun dengan ayahnya, yang rencananya baru nanti sore sampai ke Villa.

"Ke pasar, Sayang," ibunya menurunkan selimut "Kamu udah makan?

Biar Mama bikunin. Takutnya Bibi siangan pulangnya."

Sea buru-buru meletakkan gelas di meja nakas dan bergabung ke atas ranjang. Ia memeluk tubuh ibunya erat-erat, kemudian menggeleng kecil. "Sea masak sendiri aja. Mama perlu istirahat yang banyak kata Dokter."

"Setelah buatin kamu makan, nanti bisa istirahat lagi."

"Sea bisa masak mie." Dia bersikeras menahan ibunya agar tidak bergerak dari kasur, lalu menyentuh keningnya. "Mama masih demam. Minum obat dulu aja ya? Bentar, aku bukain."

"Makasih, Sayang," Ibunya pasrah, sebab tubuhnya masih terasa sangat

lemas.

Sea duduk di tepi ranjang dan menysapkan tiga butir obat resep dari Dokter yang diletakkan di laci nakas, lantas menyodorkan pada ibunya, "Cepet sembuh ya, Ma," la meraih tangan ibunya dan menempelkan pada pipi. "Jangan sakit sakit lagi. Lihuran ini sepi tanpa omelan Mama. Kak Rafel kemarin masa main hujan-hujanan sama anak sebelah—tanding sepakbola.

#### adduted

Terus lutut dia luka karena rumput lapangannya licin, jadi jatoh. Kalau Mama lihat, pasti ngomel Sama Kakak disuruh dirahasiain. Itu makanya semalam pas makan mu am dia pakai celana panjang." Centanya tak berjeda.

"Lokanya parah?"

"Memar dan berdarah. Tapa, Sea udah bantu obatin kok. Kata dia, lagi laki udah biasa terluka. Terus.. malah sentil kening Sea." Ia mendengkus mengingat kelakuan Kakak laki-lakinya yang tujuh tahun lebih tua darinya itu "Dia kayak anak kecil aja deh."

Ibunya tersenyum mendengar penuturan polos putrinya sambil menyelipkan anak rambut ke belakang telinga. "Terima kasih infonya, Nanti

sore Mama omelin Kak Rafel yang udah sentil kening anak Mama."

"Nggak sakit sib, Ma. Kak Rafel cuma bercanda." Sea terkekeh pelan, sambil merapikan selimut ibunya. "Mama tidur. Aku mau masak mie dulu."

"Kamu jangan keseringan makan mie," omel pelan ibunya sambil merapikan rambut hitam legam putrinya. "Kak Rafel sama 1 yas ke mana? Minta huatin Kakak aja."

"Lagi keluar juga," Sea turun dari ranjang, "Nggak usah Aku bisa

gendiri. Mama istirahat, biar cepet sembuh "

Ibunya akhirnya menyetujui dan mengangguk pelan. "Ya sudali, Mama tidur dulu. Namii kalau kamu mau keluar rumah, kunci pintu dari arah luar aja. Kununya taro di bawah yas bunga depan."

"Okee. !" Sea berseru sembil menjentikun ihu jari.

"Sea sayang 🥇 Ibunya memanggil—menghentikan langkah Sea yang baru saja hendak kejuar dari kamar "Sini dulu, Kamu beluin cirim Mama loh hari int."

Sea langsung berlaman kecil dan menghampirinya. Ia mendaratkan ciuman di wajah ibunya hertubi-tubi, sementara beliau menerima dengan senang hati serangan dari putrinya sambil sesekali tertawa. "Papa nggak kebagian. Kakak nggak kebagian. Semuanya punya Sea."

Guran ibunya yang mengecup kening Sea dengan lembut "Sea juga

punya Mama. Kak Rafel sama Papa, hm. . nggak kenal Mama."

"Sea bilangin ah, nanti ke Papa sama Kakak. Mama nggak akuin mereka, gitu."

"Biarin Kan Mama sayangnya sama Sea aja Mereka sibuk terus sib."

Sez membaringkan satu sisi kepala tepat di dada ibunya, tersenyum bahagia saat detak itu saling bersahutan di telinga. "Sea sayang banget sama Mama. Sayang ... banget, Makanya Mama harus cepet sembuh. Sea nggak mau lihat Mama sakit lagi. Sea mau Mama sehat terus sampai tua nanti"

Mata ibunya berkaca-kaca, mendengar penuturan parau anaknya. Tangannya terlingkar di pinggang ramping Sea, mendekapnya. "I love you

### clarifagani

more than anything my baby. Jangan cepat besar, nak, biar Mama bisa lebih.

Jama lagi merawat kamu."

5ea cuma mengangguk pelan, tenggelam nyaman dalam buai sentuhan lembutnya tanpa dapat lagi berkata-kata. Ia menyayangi ibunya lebih dari apa pun di duma ini. Semesta pasti tahu mi.

4.74

bermanja-manja dengan ibunya, ризь Sea Salepas menyalakan mulai kompor dan meletakkan dapur ke telah dust air untuk membuat mie yang panci Saat aut baru saja mendidah, derap langkah terburu-buru dari depan membuat a memutar tubuhnya-melihat Tyas-teman perempuan Kakaknya yang berjalan ke arah kulkas dan mengambil botol air minum di sana.

"Kak Rafel di mana?" Soa bertanya, dan dengan cepat Tyas meraih

jengan Sea yang baru saja membuka kemasan mie.

"Sea, ayo ikut ke lapangan basket. Kak Rafel lagi pada tanding sama anak kampung sebelah."

Sea mengernyit sebal. "Lutut Kak Fel itu lagi terluka!"

Iyas berusaha menyeret tangan Sea keluar dari dapur "Seru, tahu. Makanya, cepetan kamu lihat. Kak Ratel kelihatan cool banget"

"Aku lagi masak mie, Kak."

Tyas cuma melirik sekulas pada nyala kompot, lalu kembali menaris. tangan Sea. "Nanti lah dilanjut lagi. Di bawah juga banyak yang jualan makanan."

Sea masih tampak menimbang, terdiam sejenak.

"Ayo Sea, cepetan!"

"Ya udah, iya..." Is meletakkan mie secara sembarang, lalu ikut berlarian kecil bersama Tyas, "Eh, tunggu sebentar, Kak. Aku belum izin sama Mama."

Ses kembali memasuki rumah, sedang Tyas sudah berlalu dari sana. Ia beralan ke dapur dan mematikan kompor, kemudian ke kamar ibunya untuk pamit sebentar. Namun, matnya urung begitu melihat kesayangannya sudah terlelap nyenyak. Dengan hati-hati, ia hanya membetulkan letak selimut agar ibunya tetap hangat. Antusias, Sea keluar dari rumah dan mengunci pintu dari luar sesuai titah ibunya. Ada pintu kayu, lalu pintu kedua terbuat dari besi yang dirancang secara cantik. Pengamanan Villa ayahnya ini memang sangat ketat.

Di lapangan basket yang cukup jauh dari villa dengan jalanan menurun yang agak licin, ia melihat Rafel sudah berkeringat banyak tengah berlaman dengan anak laki laki lain memperebutkan bola basket. Begitu melihat Sea, dia berhenti dan berlari menghampiri. Sea mundur saat melihat seringai

liciknya seperti lonceng tanda bahaya.

"Males ah. Mau balik-aduh, Kak!" Sea memekik saat Rafel meraih

pinggangnya.

"Panas banget, Ya." Rafel membalik paksa tubuhnya dan mengelap sampat kering kucuran keringat di wajah dan lehernya menggunakan kaus Sea "Terima kasih adikku sayang."

Sea mer ngis, mendurong keningnya. "Aku baru mandi, Kak!" protesnya,

sambil melayangkan pukulan pada bahu kokuh Rafel.

"Ganti baju lagi aja, gampang, kan?" sahutnya santai sambil membuka kausnya yang sudah basah oleh keringat dan menyerahkan pada Sea. "Tolong pegangin ya Sea sayang!"

Sea menyerahkan pada Tyas, "Aku ikutan dong main basket."

Rafel langsung melingkarkan lengannya di leher Sea dan membawa tubuhnya ke lapangan tanpa memedulikan raut Tyas yang kian memendung karena kembali diabaikan Rafel saat Sea ada di sekitar mereka.

"Kamu satu tim sama mereka. Yang kalah, nanti pijitin."

"Ogah! Kak Tyas aja yang pijitin Kakak kaleu aku kaleh."

"Мациуа Sea aja."

Sen metepaskan hugkaran lengan Rafel dan berlari mengejar bola.

"Nggak janjil"

Bibir Refel tersenyum lebar melihat si tomboy itu dengan lincah saling herkejaran dengan pema n yang lau memperebutkan bola seperti seurang pro. Sungguh, matanya tidak bisa dialihkan ke arah mana pun kecuan sea. Dan hanya Sea

Belum satu jam sete ah Sea bergabung, permaman itu berhenti melihat banyak warga yang berbondong bondong berlarian ke arah Villa di bagian atas. Deru napas mereka tersengal, mengernyit bingung melihat banyak yang

menyerukan kebakaran.

"Ada apoan aih? Apa yang kebakaran?" Mereka semua mendongak, berjalan cepat ketika asap sudah membumbung tinggi di udara dari atas sana.

"Itu darı deretan Villa kıta, Kaki" Sea berseru, berları panık ke arah Villa—mendahului langkah beberapa warga. Tidak ia rasakan tanjakan demitanjakan telah dilalui. Fokusnya hanya mengikuti titik kepulan asap tebal itu

dan suara teriakkan warga yang sahing bersahutan di tehinga

Seperti baru saja ditarik paksa seluruh jiwanya, tubuh Sea membeku di tempat tatkala matanya dengan jelas melihat kobaran api itu perlahan melalap habis villa yang ditempati mereka. Pandangannya sudah tak terarah, berlam menerobos masuk keramaian yang tengah membantu memadamkan api walau nyalanya malah kian membesar.

"Mama... Mama...! Mama masih di dalam!" Sea berseru panik, buhr

# clarisayani

bening telah mengalir deras dari sepasang matanya.

Sialan! Di mana tim Pemadam Kebakaran?!" Rafel menyentak seperti orang kesetanan di belakang tubuh Sea-tetapi telinga Sea tidak bisa lagi njendengar apa pun kecuah bayangan ihunya yang masih berada di dalam-terjelap nyenyak di atas ranjang.

"Jangan mendekat! Apunya semakin besar Tunggu pemadam kebakaran Jatang!" sentakkan terus bergulir, memberi Sea dan Rafel peringatan yang

menerobus nyala api.

"Mama di dalam Mama Sea ada di dalam. Dia sedang sakit" Tatapan Sea sudah seperti kehilangan kewarasan, tangannya terasa sakit ketika dua orang dewasa terus menahan lengannya dan ia langsung menggigit keduanya "Lepaskan! Mamaku ada di dalam!" Ia berlari, menabrakkan diri ke Jendela hingga ia terbentur mundur ke belakang.

"Tolong ... tolong ...! Sea, Ra Fell"

Ingar menjerit, tetapi suara sudah takbisadikeluarkan Tubuhnyabergetar, mendengar rintihan pilu ibunya dari dalam "Mama, Sea sebentar lagi masuk. Sea sebentar lagi masuk!" Tubuh Sea ambruk di lantai, tersandung kaki orang-orang. Tidak terhitung berapa orang yang berusaha mencegah Sea agar tidak mendekat. Lututnya berdarah, beberapa pecahan kaca merobek kulitnya la merangkak ke arah yas bunga yang telah berantakan sambil sesekali terbatuk sesak.

"Kuncı pıntu beşinya di mana? Ini dikuncil"

"Aku meletakkannya di sini tada Ke mana kuncinya? Ke mana kuncinya? " Matanya yang terasa perih, dibukanya lebar-lebar mencari di anista pecahan yas bunga dan beberapa kayu yang telah terbakar

DUARR

Ledakkan demi ledakkan membuat jantung Sea seakan hilang fungsi. Sea bangkat, menyerah mencari kunca dan memilih menabrakkan dira sekali <sup>lagi</sup> pada pintu teralis yang panasnya melepuhkan kulit.

Jauhi dulu. Ini bahaya. Bawa anak itu keluari Beberapa warga memberi

peringatan keras.

Sea masih terus menabrakkan diri, mulai menangis keras dan menggebrak semua tempat yang telah dilalap oleh kobaran api. Jendela-jendela yang dipecahkan kacanya dengan paksa, tidak sama sekah bisa dilewati oleh siapa pun. Nyala api berkobar besar dari dalam.

"Tolong, Mamaku masih di dalam. Lepaskan!"

Rafel yang telah berkucuran air mata, akhirnya dengan terpaksa mengangkat tubuh kecil Sea keluar dari sana ketika lidah api terus bergerilya ke mana-mana. "Jangan mendekat, Sea! Ini bahaya, jangan mendekat." Hancur, hati Rafel benar-benar hancur ketika ia harus berbahk dan membawa

Sea ke tempat yang lebih aman.

"Lepaskan! Marna ada di dalam, Kak! Mama kita ada di dalam!" Kaki Sca terus meronta-ronta di udara, suaranya sampai tak mampu lagi dikeluarkan. "Aku mau sama Mama! Mama membutuhkan pertolongan kita, Kak!"

Rafel mendengarnya. Sangat jelas, ia bisa mendengar suara pilu ibunya di antara kobaran api yang kian membesar— merintih meminta pertolongan. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan ketika semua tempat telah diblok oleh si jago merah dengan brutal.

Şuara mobil pemadam kebakaran mulai terdengar. Sea yang meronta dipeluk oleh Rafel erat-erat, menangis sejadi-jadinya dalam pelukkan satu

sama lain.

"Tolong, biarkan aku masuk! Mamaku di dalam! Tolong Kak, lepaskan aku!" isakkan itu hegiru hebat, masih terus berusaha melepaskan diri dari Rafel hingga tubuhnya melemah dan jatuh ke atas tanah. "Mama, Kak, tolong aelamatkan Mamaku."

Tangan Rafel terkepal, saat banyak watga yang telah menjaga keduanya agar tidak mendekat ke area yang berbahaya. Petugas pemadam kebakaran telah mengambil alib -menyemprotkan air pada koburun upi yang menyalanyala

"Rafel minta maaf, Ma. Rafel minta maaf" Dia mencengkeram tangan

Sea, menangis di sana dengan hati yang hancur berantakan

Napas Sea kian menipis, tubuhnya sudah lungkai tak berdaya melihat villa yang semula utuh telah luluh-lantak dilahap habis hampir di semua bagian oleh si jago merah.

+83

Satu per satu para pelayat perlahan meninggalkan kediaman megah ita. Dua hari setelah kepulangan ibunya ke sisi Sang Pencipta dalam kebakaran tragis yang masih diselidiki penyebabnya, seperti tak bernyawa. Sea duduk di pojok ruangan kamar—memeluk foto ibunya dengan air mata yang terus mengaliri pipi. Matanya kesulitan menerima cahaya, bahkan untuk dibuka saja rasanya menyakitkan.

"Selamat siang Pak Hentick. Kami sudah mengumpulkan semua saksi dan bukti bukti, dan dengan ini kami menyimpulkan, kebakaran itu terjadi akibat kelalaian menusia. Dari semua kamera pemantau CCTV yang ada di

depan villa, tersangkanya sudah kami tetapkan."

"Apa... ?" Raut Henrick terlihat murka, penuh antisipasi "Siapa

dalangnya? Biarkan dia membusuk di penjara!"

Sea merangkak ke pintu, melihat dua orang Polisi tengah berbicara dengan Ayahnya.

classayani

"Kebakaran itu terjadi bersumber dari panci yang kering karena lupa mematikan kompor, ketnudian terbakar dan menjalar turun ke gas hingga ledakkan besar itu terjadi. Putri Anda lah yang terakhir kali berada di dapur dan tengah memasak mie instan—sesuai dari pengakuan salah satu saksi yang berada di TKP sebelum kejadian naas itu terjadi. Dan kami telah mencucokkan semua informasi dari tersangka utama pun, memang sama persis dengan pengakuan saksi. Dengan begatu, Sea Arabelle—dia adalah tersangka utamanya, dan kami sudah membawa surat penahanannya." Pohsi itu mengangkat selembar kertas, menunjukkan pada Henrick "Per tanggal han ini, Putri Anda akan kami bawa ke kantor pohsi untuk memberikan heterangan lebih lanjut."

Rafel menghentikan langkah begitu kakunya baru memasuki ruang tumu, saat informasi dari Polisi seperti bencana kedua yang menerjang

keluarganya—bahkan ketika tanah ibunya masih basah.

"Tidak mungkin Sea Jangan bercanda!" Dia menyentak dari kejauhan perlahan menghampiri. Sementara Henrick masih membisu, kedua tangannya terkepal keras. "Dia masih di bawah umur, bagaimana mungkin kahan menjadikan dia tersangka?!"

"Semus bukti sudah mengarah pada Sea. Dan kami hanya menjalankan perintah. Usianya sudah cukup untuk dipidana sesuai peraturan hukum

yang berlaku."

Sea terisak, menggeleng-geleng. "Pa 💸

"Apa benut, saat itu kamu yang memasak, Sea?" Henrick menunduk, ingin mendengar langsung pengakuan dari bibit putrunya.

"Pa ..." suaranya tercekat, begitu sulit dikehiarkan.

"IAWAB' APA BENAR SAAF ITU KAMU YANG MEMASAK DI DAFUR<sup>91"</sup> Henrick berbalik, terhhat menyerumkan saat menghadap Sea.

Sambil menunduk, dengan ragu dan dada berdentam nyaring, Sea

mengangguk kecil. "I-iya. Tapi saat itu, Sea

Betum selesat dia menyampaikan kalimatnya, kurst telah terbanting ke arah Sea dati tangsung mengenat kepalanya. Sea terdorong keras ke belakang, meringkuk sambil memegangi kepalanya yang mengalirkan darah segar ke lantat

"Astaga, Pa " Rafel membentak, membulatkan mata dengan pan.k.

Henrick berjalan lebih dulu mendekati Sea, menendang tubuhnya berulang kali untuk meluapkan kehancuran atas kehilangan yang disebabkan belanya.

"SIALAN! DASAR PEMBUNUH! DASAR PEMBUNUH BIADAB I"
Rafel dan dua Polisi menahan tubuh Henrick yang kalap di atas tubuh
Sea. Dünjak, ditendang, dan Sea benar-benar tak berdaya tintuk melawan

tenaga Henrick yang begitu besar. Tubuh Sea yang ringkih dan lemah, harus menahan semua amukannya.

"Ampun, Pa, ampun. . sakit, Pa. Sakit." Dengan mata terpejam, Sta melingkupkan kedua tangan pada kepalanya sendiri, meringkuk seperti janin dengan tubuh bergetar yang telah habak belur.

"Kamu pantas mati, anak sialan! Lebih baik kamu mati!"

"DASAR PEMBUNUH!"

"PEMBUNUH...!"

"Ampun, Pa, ampun..." Tangaunya saling terkepal keras, keringat membanjin dahi, dan napasnya tersengal tak beraturan.

"Sea, Sea... hey, Sea...!"

Guncangan di hahu tidak membuat Sea membuka mata. Berulang kali, tubulunya masih menggelinjang gelisah dengan tangan bergetar. Bibirnya membiru dan pucat dia terlihat begitu ketakutan akan sesiiatu,

"Sea ada aku di sini. Bangun Sea!"

Kedua mata sayu itu perlahan terbuka, dadanya turun naik dengan napas terputus putus. Sea mengedarkan pandangan, menelaah ruangan yang tengah ditempatinya sekarang.

Lelaki itu mengangkat sedikit tubuh Sea dan langsung memberinya pelukan hangat sambil menepuk-nepuk pelan punggungnya-berusaha menenangkan. Dia terlihat begitu khawatir melihat Seu dalam keadaan yang jauh memprihatuskan dan teraklur kali sa melikatnya.

"Kamu sepertinya baru saja bermunpi buruk. It's okay, Sea Semuanya

akan balk-baik ajo."

"Aku ... di mana?" Sea mendorong dada bidang lelaki inimerenggangkan tubuh mereka sambil menyeka dengan cepat air matanya.

Dia menangkup wajah mungil Sea, membantu merapikan rambumya yang telah basah oleh keringat. Bagaimana bisa kamu ada di kuburan itu? Aku benar-benar khawatir saat kamu nggak balas pesanku semalamam penuh. Untung ada yang nemum kamu."

"Ini di mana, Rion?" Sea bertanya sekali lagi, masih kebuigungan, la pikir, saat kegelapan mulai mengitari, itulah waktunya ia bertemu dengan

"Di rumah penolong kamu. Dia yang membawa kamu ke sini dan menghubungiku."

Setelah info itu dilayangkan, sosok tinggi bersetelan kemeja slim fit

lengkap dengan celana bahan hitamnya, muncul dari balik pintu.

"Kamu sudah sadar, Sea?" Dia mempercepat langkah, mendekati ranjang "Dati kemaren sore kamu nggak bangun-bangun. Semua orang begitu khawatur."

# clarisayani

"Kamu. lelaki itu, kan?" telunjuk Sea terarah padanya, cukup mengenal wajah lelaki berparas orsental itu yang pernah dilihatnya di Rumah Sakit beberapa waktu lalu.

Dia mengangguk kecil, seraya tersenyum tapis. "Kebetulan yang menakjubkan, Kemarin aku sedang mengunjungi makam Kakakau ibu

datt Les."

Sea tidak menjawab, memilih menatapnya dengan pandangan hampa.

"Aku melihat kamu turun dari bus. Aku pikir salah lihat"

Sea menunduk, "Aku pasti terlihat menyedihkan."

"Memang," sahutnya, "Tapi, tidak apa. Itu malah membuat kamu jadi terlihat lebih manusiawi."

Sea tidak membalas, memilih melemparkan pandangan ke luar jendela. Dadanya masih berdebat, kilasan mimpi itu masih berputar sangat jelas di kepalanya. Mimpi yang membawa ia kembali ke masa-masa tersuhi dalam hidupnya setelah sehilangan satu-satunya sosok yang paling tulus mencintal dirinya.

"Sea, katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Dua orang jelmaan setan itu

kembali menyakitimu? Apa mereka yang melakukan ini padamu?\*

"Sudah saathiya aku pergi, Ri. Di sana, memang bukan tempatku." Sea membalas, duringi helaan napas lelah. "Mereka akan selamanya terikat.

Mereka saling mencinitar, sedangkan aku, siapa?".

"Seiamanya my ass" Papa dan Mama tidak akan pernah menyetujui hubungan mereka. Bagaimanapun juga, hubungan terlarang itu tidak akan pernah bisa disahkan oleh negara!" Rion bercicit dengan berapi-api. "Star masih tercatat sebagai anggota keluarga Xander. Secara negara, kami bersaudara. Mereka tidak akan pernah bisa bersama." Rion memegang tangan Sea, jantungnya langsung berdebar keras. "Sea jangan sedih ya? Kedua kotoran di galaksi itu nggak akan mudah untuk menyingkirkanmu."

Rion tahu, Sea mencintai Kakaknya. Walau hatinya berdenyut nyeri, tetapi ia masih berusaha membermya sedikit kekuatan agar Sea mdak merasa tendah diri, Ia tidak mengerti mengapa Sea merasa seperti itu. Sementara bagunya, Sea adalah sosok impian yang sulit disandingkan dengan perempuan mana bun

"Lain ceritanya jika ada sosok yang harus mereka rawat bersama sama". Getir, Sea menyampaikan: "Hubungan mereka tidak sedangkal itu. Mereka

Audah terlalu aun, Ri. Aku kalah. Benar benar kalah."

Apa .?" Rion membeo, tidak mengerti. "Dengar, Sea, kalah untuk menang, Pergi, bukan berarti kamu pecundang. Aku bisa jamin, mereka hidak akan pernah direstui oleh orang tuaku. Kamu lah pemenang hati Mama dan Papa."

Menddingsper Genedictor o

"Mereka sudah memiliki putra. Itu sudah membuktikan kalau peraturan

orang tuamu tidak akan mampu mengalahkan cinta keduanya."

"APA?1" Rion seketika meninggikan suaranya. "Sea, maksud kami, " apa?" Tanpa sadar, ia bangkit dari ranjang saking terkejutnya. Ia bahkan tidak sanggup berkata kata untuk sesaat

Sea mendangak, menatap Rion, "Mereka sudah memiliki putra Star dan Rei, mereka sudah menjadi orang tua. Anak itu ... sudah berusia empat

lahun, Ri. Mercka sudah sejauh itu."

"BRENGSEK!" napas Rion menderu kasar, matanya berkaca-kaca dibingkup, rasa tak percaya. "Sea, tolong katakan kamu sedang bercanda, Tidak mungkin mereka ... mereka sesetan itu!"

Sea diam, menunduk. Sakitnya bahkan masih terasa saat Star membeberkan fakta perihal kehadiran buah cinta mereka yang telah berusia.

empat tahun

"Jadi, benar?" kepala Rion seakan hendak meledak. "Sea, mereka benerari udah punya anak? Mereka berdua mengatakan itu sama kamu?"

"Kami akan segera bercerai. Tolong sampaikan pada orang tuamu, aku

pami("

"Brengsek! Aming! Akan gue kasih pelajaran mereka berdua!" Rion memukul dinding dengan keras. "Sialau! Apa mereka bahkan bisa disebut manusia?! Goblok!"

Rion kembali duduk di depan Sea, matanya memerah melihat keadaannya. Seperti mendapat tinjuan bertubi-tubi, dadanya terasa sesak dan sakit membayangkan keadaan Sea begitu diberitahu dosa masa lalu yang dibasiikan oleh kechia Kakaknya. Sungguh, la bahkan tidak tahu kata apa yang paling pantas untuk disematkan ke dalam umpatannya. Seolah, semus kata-kata paling kotor sekalipun terlalu baik untuk dilontarkan pada mereka.

"Sea, aku minta maaf atas nama mereka. Seharuanya, aku bisa lebih keras lagi mencegah pernikahan kalian dulu. Aku pernah mengatakan akan menjagamu, tapi sekarang kamu hancur, aku malah baru datang. Aku benar-

bener minta mast."

Sea menggeleng, "Seharusnya pernikahan itu memang tidak pernah

ada, Ri. Dan itu bukan salah siapa-siapa."

"Aku akan meminta bantuan Om Jas dan Om Add untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat. Apa pun yang kamu butuhkan, cukup katakan. Walaupun mereka manusia nggak jelas dan belingsatan—kadang nggak tahu diri padahal adah beu tanah - tapi mereka pasti akan berpihak sama kita"

"R!—"

Dengar, si Bintang sialan itu pasti akan mencari kamu. Dia kan tolol Aku yakin dia akan menyewa orang bayaran untuk melakukan itu. Saat ini.

### clarizayani

kamu membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, dan nangku belum cukup banyak kalau untuk memberikan kamu perlindungan secara utuh. Maaf Sea."

"Rion, aku tidak perlu-

Setelah cukup mampu untuk menghadapi mereka. Seaku yang hebat tento harus kembali berdiri tegak. Nggak ada yang berhak melukai kamu, slapa pun itu!" Rion melanjutkan dengan yakin. "Nggak apa apa jika kamu belum bisa mencintziku. Tapi, izinkan aku menjadi pelindung kamu. Aku akan melakukan yang terbaik, Sea."

Bocah delapan belas tahun itu terus meyakinkan, ketika ia kehilangan keyakınan tentang sebuah arti kehidupan. Dan untuk kesekian kalınya, Sea

memetuk tubuh Rion dengan tulus menggumani pelan di bahunya.

"Terima kasih, Rion, Terimo kasih,"

"Maaf, Sca. belum cukup kaya untuk membawamu kabur keluar dari

Indonesia. Aku juga nggak mau berjauhan sama kamu."

"Tinggal lah di sini dengan keluarga kami. Herapa lama pun waktu yang kamu butuhkan untuk menyembuhkan diri, kami tidak keberatan. Lea juga pasti seneng jika tahu kamu akan tinggal di sini lebih lama." Lelaki itu mengusap punggung Sea, sesekali menepuknya pelan.

Mata Sea terpejam, mengangguk samar, "Terima kasih."

R gel masih terdampar di lantai, enggan bergerak. Satu nama yang sama a gumamkan berulang kali tanpa bosan, sudah sejak beberapa menit yang alu.

"Ayo, gue antar lo pulang."

"Rumah gue udah nggak ada, gue harus pulang ke mana?" Rigel meracau idak jelas, membuat David dengan paksa membangunkannya

"Apartemen ko ada berapa Rei, masih aja lo ngomongin rumah." Dia

wendengkus kesal.

Rigel mendorong tubuh David, dan dengan sempoyongan ia berjalan ke arah kerumunan saat melihat sosok yang tidak asing haginya tengah duduk benama dua perempuan seksi.

"Rel, lo mau ngapain?" David membuntuti dengan panik saat Randy lah <sup>yang</sup> tengah dia hampiri.

Rigel menendang punggungnya dan dalam sekali entakkan, dia teraangkur ke meja bar.

"Anjung, lo ada masalah apa sama gue?" Randy nask pitam, melihat Rigel dengan berapi-api menghampiri dan melayangkan tonjokkan keras

"Jika malam itu lo nggak gangguin Star, hubungan gue dan Sea nggak akan sekacau sekarangi Gue nggak akan pernah tahu kebenaran itu! Gue nggak akan pernah harus jauhin Sea dan membuat gue kehilangan dia!"

"Lo apa-apaan sih? Mabok huh?! Bego!" Randy membalas tonjokkan Rigel, tapi dalam keadaan muhuk sekalipun, tenaganya masih begitu besar,

Gue nggak akan pernah kehilangan dia kalau aja malam itu gue nggak pergi. Untuk apa lo masih ganggu hidup gue, anjing? Lo masih dendam sama gue, huh?!"

"Oh, lo kehilangan pacar lo karena ade bohong bohongan lo itu?" Randy berdecih, penuh ledekkan. "Gimana rasanya ngeseks sama dia? Gue belum sempat nyicipin, lo udah kalap aja."

Rigel baru akan kembah melayangkan tonjokkan, tetapi terlahan saat

lengannya dicekal keras oleh seseorang

"Kenapa gen kahan itu tolol semna sih" Ucapan itu membuat R gel menggeram kesal dan mendongak

"Lepas—Om. Jas? Lo ngapain di sint?" Dia menghempaskan tangannya

secara paksa

lason menyuruh anak bushnya untuk mengangkat tubuh Rigel di atas Randy Kemudian, meraih kerah kemejanya dan menyeret Rigel yang sempuyongan ke luar kelab, kemudian mendorong tubuhnya ke arah parkuran,

"Lo apa apaan?!" Rigel berusaha bangkit, terlihat kesal. "Gue belum

selesai berurusan sama si taik Randy!"

"Kamu yang tolol nggak bisa bersikap, kenapa nyalahin orang lain? Dia nggak akan pernah jadi masalah kalau dari awal kamu tegas sama perasaan kamu, Rei. Gobloknya loh, mengalir deras amat di DNA kahan."

"Lo nggak tahu apa-apa, Om! Jangan ikut cumpur"

Jason menoyor kepala Rigel berulang kali. "Gue ngurusin lo sampe umur lima tahun, dan gue pikir lo nggak akan segoblok gen Xander sebelumnya. Benar, gue nyaris nggak tahu apa-apa tentang lo. Gue salah menilai lo."

"Gue bilang jangan..."

PLAK

Jason melayangkan tamparan pada pipi Rigel. Terdiam cukup .ama. tatapan jenaka yang biasa diperlihatkan, kim terlihat menggelap dan kelam

"Om kecewa sama kamu, Rei. Om pikir senakal nakalnya kamu, kamu nggak akan pernah tega menyakiti hati ibumu yang berjuang antara hidup dan matinya saat melahirkan kamu. Kamu benar-benar rusak. Kamu cacat, Rei."

Rigel membisu, lidahnya kelu tak lagi melawan. Tamparannya sama sekali tidak terasa sakit, tapi perkataannya sanggup menembus titik terdalam

# clarisayane

hatinya.

"Scharusnya kamu mati aja dulu. Nggak jadi beban buat ibumu, nggak juga jadi sampah yang mengotori dunia manusia yang udah sesak. Kamu nggak pantas Om sebut sebagai salah satunya."

"()m. ." Rigel menatap Jason—yang entah bagaimana bisa ada d. tempat

yang sama.

Bagaimana kamu bisa sejauh itu?" Jason mengetuk sisi kepala Rigel. Di mana otak kamu? Berfungsi atau nggak sebenarnya?" Jason membentak, kembal melayangkan tamparan di pipi Rigel. "Kamu tahu, Rei, kamu sudah seperti anak Om sendiri. Om sayang sama kamu, sama besar seperti Om menyayangi anak Om. Om melihat kamu bertumbuh, dari usia satu bari sampai kamu bisa berjalan secara mandiri!"

"Gue -, gue menyesal, Om Gue menyesal. Tapi, menyesal aja nggak akan ada gunanya juga, kan? Semuanya udah terjadi. Gue udah kehilangan

Sea"

Jason menggeteng, "Nggak usah ngerengek kayak bayi. Emang nggak pantes o buat Sea. Gue juga bakal cuci pake kembang tujuh rupa setelah megang lo. Najis. Reti Lo tahu najis<sup>218</sup>

Bukan bar haru mendengar ucapan frontal Jason. Tapi kini, rasanya

benar benar menyakitkan

Jason mengalihkan pandangan ke arah lain, menekan matanya "Gucinga merasa gagal mendidik lo sebagai manusia. Mungkin karena dibikin di gua, lo jadi kemasukan setan sejak masih berupa gumpalan sperina."

Jason berbalik, memunggungi Rigel yang berlutut di tanah parkitan. Antar dia ke rumahnya, 51 goblok itu harus siap menghadapi kedua orang

tuanya."

"Om Jas, tolong gue cari Sca! Gue mohon, tolong gue cari dia. Lo tahu sesuatu, kan?" Rigel menghampin dengan cepat, menahan tangannya. "Lo

ahu Sea di mana sekarang. Iya, kan?"

Jason berbalik, menatap Rigel. Anak bernetra coklat yang dari dulu selala ia kagumi, kini sudah sangat besar. Dia bahkan lebih tinggi dari dirinya. Seperti keluarga Xander yang lain, fisiknya begitu menawan dan sempurna. Tapi, mengapa Tuhan begitu adil menciptakan mereka? Tuhan selalu lupa memberikan otak yang benar ketika datang pada cinta.

"Apa yang akan kamu lakukan jika Sea ada di sini? Star ... kalian audah

menghasiikan sesuatu, kan?"

Rigel membulatkan mata, tercekat. "Om ... sudah tahu?"

Sudah terlalu rusak, Rei. Kamu tidak pantas bersama perempuan mana pun selam Star Kahan pasangan yang sangat-sangat sempurna. Sama berdosa, dan sama tercelanya. Kalian akan memiliki rumah tangga yang

sangat baik."

"Om Jason, tolong Jangan seperti ini!"

"Rerhenti melibatkan orang tak bersalah ke dalam dosa kalian, Kehidupanmu terlalu menjijikkan, Rei. Tidak ada satu pun orang normal yang akan meniduri kembarannya sendiri. Tidak ada!"

Rigel terpaku di tempat, air matanya jatuh saat kembali diingatkan bahwa ia sudah terlalu kotor untuk Sea. Ia semenjijakkan itu untuk berharab dicintai lagi olehnya. "Aku tidak pernah bermaksud menyakiti hati Sea. Aku-"

"Jauhi Sea Kamu pasti sudah tahu kalau anak itu sudah mengalami kehancuran besar sebelumnya,"

Tubuh Rigel diseret paksa oleh dua orang suruhan Jason, dimasukkannya ke dalam mobil, Berbaring lemah di atas jok, air mata kembali mengalir-melewati hidung bangirnya. Tanpa suara, rindu itu tengah bergerak liar menyiksanya.

Mengeluarkan bendah pipih dari saku celana, Rigel menyalakan ponsel untuk sekadar melepas rindu yang tak kunjung hilang juga. Jemarinya menyentuh wajah Sea, meski hanya mampu lewat layar kamera. Kilas ingatan membahagiakan antara mereka, terus bergulir hebat di kepala. Senyuman kecil di pagi hari dari Sea, sudah tidak lagi ada, Sungguh, ia sangat merindukannya. Ia benar-benar merindukannya,

"Sea, aku harus bagaimana? Aku kangen kamu."

Jika aku bilang jangan pergi, apa kamu tetap akan tinggal? Iya, ini menyakitkan. Dan uku dipaksa untuk bertahan tetap sadar diri. Aku benci keadaan ini

Aku bencı berjaunan denganmu.

Tapı, aku lebih bencı pada dıriku sendiri yang tak mampu melupakanmu. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan?

Kita saling menyakiti sekarang.

Kurasa ini adalah titik kehancuran yang akan sulit kusembuhkan.

Kubiarkan kamu istirahat sebentar saja dari kerumitan dosa masa laluku. Tapı, jangan menghılang terlalu lama, Sayang. Aku rindu,



Sampai kumu benar-benar merangkak di temput tergelup, terdulam, dan terkotor, kumu tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya.

Tidak. Kalian tiduk ukun pernah benar-benar tahu, dan tetap kubiarkan begitu.

Aku selalu menemukan diriku sendiri, bagaimanapian sulitnya sebuah kehilangan saat separuh dariku dibawa pergi. Lantas, mengapa sekarang aku harus merasa kehilangan ketika tidak pernah benar-benar memiliki?

Aku merasa kosong. Tapi mungkin, itu bukan karenu aku merindukanmu. Aku hanya ingin tidur. Semuanya sudah terlalu melelahkan. Tidak apa, bukan, jika seorang Aku merasa kelelahan?

用用性

Dua satpam yang berjaga cukup terkejut melihat kedatangan Jason dan menyuruh mereka untuk membukakan pintu gerbang menjulang tinggi itu.

"Pak Jason, tumben datang larut malam seperti isu?" tanya satpam penasaran sambil membuka gembok gerbang.

"Majikan kalian membuat onar di luar. Saya ingin mengantarkan tikus itu ke sarangnya,"

berlejer di depan. "Apa Tuan Rion?"

"Sudah bukan zamannya lagi orang tua dia. Sekarang giliran anaknya yang gi.a. Dan jelas itu bukan Rion. Dia yang paling waras dari mereka semua, Pak" Jason menepuk bahu si satpam. "Kalau aja Bapak kerja lebih lama di keluarga ini, mungkin Bapak bisa melihat ketololan turun temurun ini sehlugga nggak bakai kaget lagi."

Behau tidak menanggapi serius—terkekeh pelan—tidak memercayai, Terdengar seperti omong kosong memang, tapi beginilah keadaannya, Hanya Tuhan yang tahu mengapa anak pertama keluarga Xander selalu memiliki nasib yang nyaris serupa. Dan dari semuanya, Rigel adalah gen paling bejat dan terliar sampai Jason hampir tidak percaya ketika Rion membeberkan keberadaan anak dari hasil hubungan gelap antara Star dan Rigel di masa lampau. Status mereka saat itu masih saudara kembai, bagaimana bisa? Ia benar benar tidak habis pikir.

Mobil mulai memasuki kediaman megah keluarga Xander pada tengah malam. Keadaan sudah sangat sepi, barangkali semua penghuninya teleli terlelap nyenyak. Pintu mobil belakang yang ditempati Rigel dibuka Jason lebar-lebar ketika telah berhasil diparkir tepat di depan teras rumah.

"Curut, ayo bangun. Kita ketemu orang tua kamu malam ini juga. Katakan, hal menjujikkan apa yang telah kamu perbuat di belakang mereka!" tukas Jason kesal. "Bangun, Rei, jangan sampai aku menyeretmu ke hadapan mereka!"

Napas Rigel terputus-putus sementara matanya rapat terpejam Kaki panjang itu ditekuk, berbaring miring di jok mobil dan meringsuk kedinginan. Dia dibantu dikeluarkan dari sana secara paksa saat tidak mendapatkan respons apa pun sedang mulutnya masih meracau tidak jelas. Satu nama yang sama, diulang sampai kedua pengawal itu merasa busan mendengarnya selama perjalanan. Ditopang oleh dua orang, mereka tetap kepayahan Tubuh tinggi dan atletis Rigel yang lemah akibat pengaruh alkohol benar-benar menyusahkan.

Jason berjalan ke hadapannya, kemudian menepuk nepuk pip. Rige.

cukup keras hingga d.a mengerjap-ngerjap pelan

"Ini ... di mana?" parau, Rigel bertanya. Matanya amat sayu, dan terlihat merah.

"Di nerakal" sungut Jason Sungguh, tumpukan rasa kesal masih menggunung tinggi terhadap anak ini. Rasanya Jason agak menyesal mengapa ia tidak mencegah pembuahannya dulu. Mungkin karena ia terlalu syok dan sakit hati melihat adegan live di antara derasnya hujan itu. Ia seperti memiliki andil atas kehadirannya. Jika tidak dilakukan di sana, barangkali bukan si brengsek ini yang keluar.

"Kamu terlihat sangat menyedihkan, Rei," Jason mengembuskan napas pelan. "Saat ada, Sea kamu aia-siakan. Saat sudah pergi, kamu merasa kehilangan. Om tidak mengerti, mengapa kalian memperumit hidup sendiri? Jika kamu takut kehilangan, seharusnya kamu pertahankan lebih

keras, goblok!"

Menyorotkan tatapan hampa, Rigel terlihat pasrah dengan wajah yang

## clasisayani

tampak pucat "Apa gue nggak memiliki kesempatan lagi, Om?" Ia berlutut, menunduk dalam-dalam. "Gue sudah melakukan yang terbaik untuk membahagiakan Sea. Gue selalu takut kehilangan dia. Gue tahu, gue nggak bisa hidup tanpa dia. Gue cuma salah langkah. Gue kemilitan menaia masa lalu. Terlalu rusak, sampai gue ketakutan sendiri gimana kalau Sea tahu semuanya."

"Lo sekarang lagi nyari pembenaran? Nggak guna, Rei. Sea udah tahu segala kecacatan kalian di masa lalu sampai menghasilkan anak. Sebentar lagi gugatan cerai akan dilayangkan. Mending lo siapin pengacara aja, duduk tenang sama pacar slash mantan kembaran lo, tunggu sidang putusan

pengadilan. As simple as that Tolong jangan memperumit."

"Gue nggak mau cerai sama dia!" Rigel menyentak, wajahnya menggelap.
"Gue nggak mau kehilangan Sea. Gue akan memperbaiki semuanya, Om

Please, tell her, come back. I can't fucking hive without her!"

"Tapi semuanya sudah terlalu rusak, bego! Bagus lo sadar diri Jadi gue nggak perlu capek-capek menjejalkan khotbah panjang kali lebar agar lo misir. Lo berharap Sea melakukan apa ketika udah tahu ada anak antara lo dan adek lo? Dia berusia empat tahun Are you fucking kidding me?!" kembali, lason mengerang kehabisan kata. "Gue kecewa sama lo. Gue nggak mau percaya, tapi kenyataannya memang kelakukan lo seanjing itu. Dan gue yakin, kekecewaan gue bukan apa-apa jika dibandingkan dengan perasaan kedua orang tua lo begitu tahu lakta menjijikkan itu." Jason berbalik, kedua matanya mulai memerah.

Rigel segera menahan kakinya, panik. "Jangan kecewa sama gue. Lo tahu gue juga udah anggap in kayak Bokap kedua gue. Jangan kecewa sama

gue "

Tenpa berbalik, Jason berusaha menetralkan gebuan amarahnya. Ia terdiam, cukup Jama, sampai benar benar stabul.

"Tolong gue, Om, ini beneran berat. Kalau lo kayak gini, gue harus munta tolong ke siapa? Hubungan kita sebelumnya haik baik aja. Gue butuh seseorang yang bisa gue andalkan sekarang. Gue bingung, harus giniana."

"Lo pikir kenapa gue memantau lo? Karena segimanapun ngecewainnya kelakuan lo, gue masih takut lo kenapa-napa. Gue takut anak gue terluka di luatan sana dan ngelakuin hal gila!"

"Om...,"

Jason menepis tangan Rigel secara kasar dan menjauhkan kakitiya. "Hadapi dengan gentie dosa lo di hadapan mereka Jangan jadi pengecut dan lari dari tanggung jawab atas anak kandung lo. Urusan Sea, dia akan aman sama gue. Tata dulu kekacauan yang udah lo sebabkan,"

"Gue pasti akan bertanggung jawah. Gue pasti akan meluruskan

semuanya. Gue hanya butuh Sea untuk menemani gue supaya gue nggak tersesat lagi."

Jason berbalik dan menatapnya geram. "Jangan menyeret dia lagi ke dalam dosa kalian! Berhenti bersikap egois. Stop jadim perempuan malang itu sebagai tameng. Lo nggak kasihan, Rei?" la lantas mengedikkan dagu ke arah pintu. "Masuk. Sekarang lo kelihatan kacau banget. Seharusnya gue nggak ngoniong sama orang teler. Waras aja lo bego, apa lagi pas mabok."

Jason mengetuk pintu. Beberapa kali tidak ada sahitan, ia menggebraknya. Sedang Rigel masih berlutut di lantai dengan kepala yang

serasa akan pecah. Benar-benar terasa sakit luar biasa.

"Bagaimene kabar Sea sekarang? Apa dia makan dengan baik?" dalam

tunduknya, Rigel bertanya pelan. "Apa dia tidur dengan nyenyak?"

"Dia makan dan tidur dengan sangat baik. Bebas dari neraka yang lo dan selingkuhan lo ciptakan, tentu Sea akan semakin baik-baik aja. Tanpa lo, Sea bisa bangkit lagi. Masih banyak cowok yang suka sama dia, segampang ngorek upil buat nyingkirin lo dari hidup dia."

Rigel tersenyum getir sambil mengangguk pelan. Sudah tidak dapat dijelaskan lagi sebesar apa sakit yang iamasakan sekarang. Ingin memberontak

pun, lubuhnya sadah tak berdaya.

"Iya. Dia selalu begitu. Kuat, dan nggak mudah dikalahkan Dari awal, gue tahu gue yang akan kalah. Gue yang nggak pernah menangis apalagi cuma karena cinta, sekarang nggak kehitung berapa kali gue menangisi dia. Sea punya kemampuan itu. Seharusnya gue nggak pernah mendekati dia Mungkin sekarang, gue nggak akan pernah merasakan kehancuran separah ini."

"Lo bisa sangat bahagia sama dia, andai aja lo menyikapi dosa di masa lalu dengan benar. Bukan perihal siapa yang bisa mengalahkan, tapi siapa yang bisa bersikap dewasa meluruskan keadaan. Tapi, lo nggak cukup dewasa untuk menghadapi itu. Lo kabur dan memilih menyakiti Sea"

Pintu tiba tiba terbuka, saat Rigel sudah tidak lagi mompo menyangkal ucapannya. Si empunya rumah berbalutkan piyama, tampak mengantuk

dengan muka bantalmya.

"Lo ngapain di sini? Ganggu aja tengah malam gini!" Jayden yang duluan bertanya saat menghampiri Lovely yang telah lebih dulu berjalan ke pintu

"Kak Jason, ngapam malam malam gini ke rumah?" Hanya selang beberapa detik, pandangan Lovely langsung beralih pada putra sulungnya yang tengah berlutut di lantat. "Astaga... Kakak ajak Ret chabbing? Dia udah punya utri, seharusnya Kak Jas mencegah dia masuk kelab!"

Lovely berkutut, menangkup wajah Rigel yang terlihat pucat. "Kamu kenapa bisa sampai kayak giri sili? Kalau ada masalah, cerita sama Mama-

### claritagane

get. Bukan malah mabuk mabukan!" Dia mengomel khawatir

"(str nya udah pergi. Kabur, muak sama kelakuan anak kalian!" cetus

Jason sambil menatap Rigel yang tidak bergerak di tempatnya

"Maksud Kakak?!" Jantung Lovely serasa jatuh ke perut saat mendengarnya Pandangannya kembali fokus pada putra sulungnya, membelai lembut pipinya yang terasa panas. "Benar, Rei? Sea kabur dari rumah" Kalian ada masalah serius apa sampai dia pergi?"

Rigel menelan saliva, dadanya terasa begitu sesak hingga berhasil mengalirkan bulir bening yang disekanya dengan cepat. Sea cuma pergi

ebentar aja. Ma. Dia pasti akan kembah secepatnya ke sisiku."

"Badan kamu juga panasi Kamu sebenarnya minum berapa gelas sampai bisa seberantakan ini, Rei?!" Ibunya mengoinel tidak ada habisnya. "Bilang sama Mama, kenapa bisa sampai kayak gini?"

"Penyakit khas keluarga Xander lah. Apaan lagi?" Jason yang menyahut, seraya melirik Jayden yang terlihat kebingungan melihat keadaan anaknya

tampak berantakan.

"Jas, ada apa mi? Rigel abis dari mana dan ke mana Sea?" Jayden ikut berlutut, berusaha menopang tubuh Rigel yang tak bertenaga di atas lantat. "Kami bangun, kita masuk ke dalam."

"Tanyam ke anak lo sendiri, apa yang terjadi." Jason mendengkus, membuang muka sejenak pada kegelapan taman sebelum kembah menatap

ketiganya yang berbaur bersama Rigel di lantai.

"Rei, orang tua lo sesayang ini sama lo. Tapi, lo sesampah itu sama mereka. Apa yang akan lo lakum sekarang? Mampus nggak lo?"

"Maksuil to apa sih, Jas?" Jayden mengernyit, "Daripada to ngomong yang nggak-nggak, mending orang to suruh bantum angkat anak gue mi,"

"Iya, sudah, nggak usah berdebat lin anakku keadaannya lagi tekarat, kalian masih aja berisik." Lovely mengusap pipi Rigel, berusaha membangunkannya seorang diri. "Nanti ceritanya kalau gitu Ayo, kamu masuk Mama bersihin dulu. Kamu bau alkohol banget."

Riget tetap enggan, kepalanya masih ditundukkan kebawah—tak mampu menatap sepasang mata mereka. Tetes-tetes air mata malah kian menderas melihat besarnya perhatian ibunya. Ia tidak sanggup membayangkan bagumana hancurnya hati perempuan ini jika tahu kebenaran itu.

Rei, ayo kita masuk. Di luar dingin. Nanti Moma akan bantu cari Sea.

Kahan cuma sedang emosi aja."

Rigel bergerak maju, mendekap tubuh ibunya—meringkuk nyaman di

Pet stuye. "Me, Pa, I'm so sorry. I'm really sorry!"

"Untuk apa, sayang? Kamu cukup mencari Sea dan memperbaiki hubungan kalian Bertengkar itu hal biasa dalam berumah tangga Nanti juga

akan bark-baik aja." Lovely menepuk-nepuk pelan punggung Rigel, "Mama nggak pernah deh lihat kamu nangis. Kenapa sekarang jadi cengeng gini sih? Lupa umur kamu?"

lason memundurkan langkah, memijit keningnya. Sangat manis melihat potret keluarga ini, sekaligus memuakkan mengingat pengkhianatan Rigel terhadap orang tuanya. Dia tidak seharuanya mengecewakan mereka yang

begitu tulus menyayanginya sebesar itu. Dasar bodoh!

"It has become difficult to survive without her, Ma. Settap pagi, aku masih bikinin dua porsi sarapan. Settap hari, aku masih berharap dia tiba tiba datang. Dan settap malam, aku berpikir, mungkin perpisahan kami coma mimp." Suaranya terdengar bergetar dan parau, sesekali tidak jelas layaknya racauan. "Tapi, saat hangun tidur, aku tahu sisi sebelahku sudah terasa dingin. Kosong, Seaku sudah tidak ada. Kepergian Sea beneran nyata, dan aku kehilangan arah harus apa, Baru dua minggu yang lalu, kita baik-baik aja, Ma. Kita masih bisa bercanda sampai Sea menggerutu kesal."

"Rei, sebenarnya ... kalian kenapa?" Jantung Lovely mulai berdeniam tak karuan, saat parau suaranya membeberkan sedikit momen mereka. "Kahan bertengkar bukan karena bal serius, kan? Katakan sesuatu, agar

Mama sedikit mengerti."

Rigel mengeratkan pelukan, menyurukkan kepalanya semakin dalam. "Aku menyesal, Ma. Aku benar-benar menyesal"

"Rea, menyesal untuk apa? Katakan yang jelas!"

B.bir R.ge. terbungkam rapat, tidak mungkin mengatakan kebenarannya. Ia masih belum siap meliliat raut kekecewaan kedua orang tuanya. Paling tidak untuk saat ini, ia membutuhkan kedua tangan hangat ibunya untuk

sebuah penopang.

Tepat di belakang pintu, Star bergeming di sana—memerhahkan semua orang yang terlarut dalam kebingungan dan kehancuran lelaki yang dicintanya. Ia menyeka air matanya yang sedari tada telah membasahi pipi, tanpa berani melajukan langkahnya ke depan Keributan malam inl. t.dak disangkanya adalah pemandangan Rigel yang tampak berantakan menangisi kepergian Sea. Ia pikir setelah puluhan tahun yang telah mereka lewati berdua, kehilangan Sea bukanlah hal besar yang akan menempatkan Rigel pada kehancuran. Ia pikir hilangnya dia, akan menjadi awal baru bagi hubungan keduanya. Rasanya tidak adil harus kembali berjuang ke titik awal.

"Rei minta maaf, Ma," suara itu nyaris tidak terdengar, dukuti oleh lingkaran tangannya yang mulai mengendur. "Rei salah. Rei minta maaf." Pada akhirnya, saat ia luluh lantak, pangkuan ibunya lah tempat ternyaman untuk sementara dirinya pulang, sampai rumah terbaiknya kembali datang.

Dan hanya selang beberapa detik setelah ucapan maaf itu mengudara,

## clarizayani

kepala Rigel terkulai lemah dan kesadaran pun hilang sepenuhnya.

Dengan panik, Lovely menepuk-nepuk pipinya. Tolong segera bawa

dia ke kamar. Rei pingsan!"

Star herlari cepat ke depan menghampiri Rigel begitu mendengar pekikan nyaring ibunya. "Kak Rei, Kak. !" Ia mengguncang bahunya khawatir, tetapi tetap tidak mendapat respons. "Kak Rei, bangun!"

"Rei terlalu banyak minum. Biarkan dia beristirahat dulu."

Tubuh R gel diangkat olch tiga orang menuju ke kamar temu di lantas bawah. Ibunya terlihat kalang kabut, menyuruh para pelayan mengambilkan air hangat untuk membersihkan tubuh putranya.

"Ma, aku stapkan baju ganti Kak Ret." Star berjalan keluar dari kamat, hendak naik ke lantat atas—sebelum cengkeraman keras mendarat di

iengannya.

Ia berbalik, melihat Jason yang menahannya, menatap dengan pandangan tajam. "Ke kenapa, Om?"

"Apa kamu tidak merasa bersalah melihat ibumu, Star?"

"Ma-maksud Om?" Star berusaha menepis, "Om Jas, aku harus naik.

Kak Rei perlu baju ganti. Lepaskan'"

"Om tidak mengerti, bagamana kamu masih memiliki barga diri untuk menampakkan batang hidungmu di rumah ini setelah mengkhianati kepercayaan mereka Kalian berdua luar biasa."

Star langsung menghempaskan tangannya. "Om tidak tahu apa-apa Tolong jangan ikut campur urusan kami." Nadanya direndahkan, takut ada yang mendengar. "Kami hanya ingin bahagia bersama Sudah sangat ama kami berjuang, Om, tolong berikan kami kesempatan untuk bisa memperbaiki semuanya."

"Bersyukurlah kamu seorang perempuan. Kalau tidak, Om sudah

menamparmu sama kerasnya seperti yang didapat Kakakmu."

Star buru-buru melangkah mundur, kemudian berbahk menjauhinya. Iidak pernah sekalipun 1a melihat tatapan Jason semenyeramkan itu padanya, Sungguh, ia takut.

"Star ." Jason memenggil dari bawah—menghentikan langkah Star.

Segala sesuatu yang dimulai dengan cara tidak baik, tidak akan pernah berakhir baik. Semuanya semu, dan akan hancur seming berjalannya waktu kamu lihat keadaan Rei? Apa itu bentuk dari definisi bahagia yang kamu harapkan? Pikirkan, itu pun jika kamu masih punya otak." Jason berbalik, memasang kacamata hitamnya di tengah malam yang gelap.

Sial! Ia benar-benar menangisi keadaan mereka semua.

Star membeku di tempat, membalik tubuhnya ketika derap langkah lason mulai menjauhinya.

Rigel mengerang pelan, memegang kepalanya yang berdenyut nyeri saat

membuka mata pada pagi hari.

"Kak Ret, are you okay?" Star langsung bergerak khawatar dan naik ke atas ranjang. Ia duduk di sampingnya seraya mengeratkan genggaman, "Mmum dulu ya? Aku ambilkan air hangat."

Rigel meloloskan tangannya dari genggaman Star-menjauhkan.

"Tidak perlu. Nantı juga sembuh"

"Semalam kamu mabuk, lalu pingsan di depan." Pelan, Star memberitahu, "Kenapa bisa sampai begitu, Kak? Apa kehilangan Sea begitu berat untukmu sampai harus merusak dirimu sendiri?"

"Lolong keluar. Aku harus mandi." Rigel mencoba bangkit. Ia tidak ingin membahas apa pun tentang Sea. Seperti tak berujung, tikaman nyeri

itu menyerang tidak ada habisnya saat mendengar namanya.

"Bukan seperti ini, Kak, saat dulu kita berpisah. Kamu tidak pernah seperti ini saat aku melepasmu dulu Sekarang, kenapa kamu terlihat menyedihkan? Mengapa kepergian Sea membuat kamu sekacau ini?!" Star menangis, menatapnya dengau pandangan terluka. "Kamu masih bisa tertawa dulu, meski bukan denganku. Kamu tidak pernah menangis, dan memolion padaku Mengapa ... mengapa harus Sea?"

Rigel tetap bergerak turun dari ranjang, berjalah ke arah kamar mandi Isakan Star terdengar pilu, tetapi ia tidak mampu untuk menenangkan. Itu pun selalu menjadi pertanyaannya. Mengapa ia harus sehancur ini ketika ditinggalkan oleh Sea? Mengapa harus Sea yang membuatnya terluka separah ini?

Star menahan lengannya dengan oepat, lalu bergerak maju dan mendekap tubuhnya dari belakang, "Kak, mengapa semua orang seolah menghakimiku sekarang? Apa aku salah jika berjuang untuk kebahagiaanku? Aku juga mgm bahagia dengan orang yang aku cisita, bukan hanya Sea saja. Aku juga menderita selama beberapa tahun lamanya tanpa kehadiran kamu di sisiku. Mengapa tidak ada yang mau mengerti, bahwa aku pun sangat terluka?" Ia terisak hebat. "Kak, tolong lupakan Sea. Berusaha sedikit lagi, aku yakin kita manb bisa bahagia."

"Kamu hanya perlu mengatakan apa pun yang kamu inginkan, Star, agar aku bisa menebus segala dosaku di masa lalu." Rigel melepaskan lingkaran tangan Star. "Tapi, jangan memuntaku untuk melupakannya. Aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Sea sudah menjadi bagian paling penting dalam hidupku, entah sejak kapan, aku tidak tahu." Rigel masuk ke dalam kamar mandi dengan langkah gontai, meninggalkan Star yang membisu ditemani

### derat air mata yang berjatuhan,

400

Selepas membersihkan diri, Rigel keluar dari kamar mandi. Hoodie bitam dan celana jins panjang telah disiapkan di atas ranjang Cukup beberapa menit, ia sudah selesai mengenakan pakaian dan keluar dari kamar dengan perasuan yang tak menentu saat hatus menghadapi orang tuanya yang telah berada di meja makan.

"Sint duduk. Star sudah membuatkan kamu bubuc." Lovely mengajaknya

makan seperti biasa, mendorong mundur kursi agar ditempatinya.

Ragu, Rigel duduk di samping ibinaya.

"Mama nggak mau kamu mengulangi hal semalam lagi. Kamu sudah dewasa sekarang, hukan anak remaja pembuat onar seperti dulu. Jika ada masalah, bicarakan langsung pada Sea, Jangan malah melarikan diri ke minuman keras."

Rigel menatap wajah ibunya yang tampak khawatir, sebelum mengalihkan pandangannya lagi ke mangkuk bubur "Iya, Ma." Sepertinya lason masih belum mengatakan kebenarannya pada mereka berdua tentang kehadiran London

"Nanti malam, ada undangan makan malam dari Dokter Tomy ke acara peresmian restorannya. Kamu dan Star lebih baik datang juga. Kemarin kahan bahkan nggak bilang terima kasih sama sekah."

"Iya, Rei. Dia yang merawat Mama kamu sekaligus yang menangani

operasinya sampai din kembali stuman." Ayahnya menimpali.

"Nanti malam?"

Lovely menepuk tangan Rigel pelan. "Sebentar saja. Mama minta waktumu."

"Lihat nanti malam ya, Ma. Aku nggak janji."

Lovely mengangguk pelan "Mama sudah coba hubungi ponsel Sea, tapi tidak tersambung. Papa juga sudah membayar orang untuk mencari keberadaannya" ia menatap wajah kuyu anaknya, matanya memicing. "Katakan, ada masalah apa sampai dia pergi? Apa kamu menghunanya lagi teperti dulu? Kamu sering sekali merendahkan Sea di masa lalu. Mama takut mulut kamu yang kurang ajar."

"Kak Rei tidak melakukannya, Ma Dia selalu mengalah pada Sea" Star yang menyahut, saat Rigel memilih diam saja. "Sea bahkan memaki Kak Rel dan menamparnya. Dia menonjok, menampar, sampai hidung dan bibirnya berdarah. Dia pergi karena cemburu atas kebersamaanku sejak di Rumah

Sakit malam itu."

"Dia memang pantas mendapatkannya. Seharusnya ditonjok sampai

koma aja kalau bisa!" Rion menimpali—yang haru bergabung ke meja makan. Matanya terpicing tidak senang, mendorong kursi makan dengan bunyi nyaring "Lo pantas dapat itu. Bahkan makian paling kotor sekalipun masih terlalu baik dilontarkan pada kahan herdua."

Star tercekat, melihat Rion yang tengah dengan santaunya mengoleskan

selai ke atas rotinya setelah mengatakan ucapan yang menusuk

"Ri-rion, kamu kamu kenapa bilang begitu?" Star terbata, menatap Rion dengan sendu "Kakak tahu kamu suka sama Sea, tapi memperlakukan seorang suami dengan kasar itu tidak benar. Sea sudah cukup dewasa untuk membicarakan masalah mereka secara baik baik, tanpa harus menggunakan kekerasan,"

Rion menggebrak meja makan itu. "Shut the fuck up!"

"Rion, kamu apa-apaan?!" Jayden menegur keras. "Kamu yang sopan

dong bicaranya. Star Kakak kamu bagaimanapun juga "

"Kalian itu memang binatang!" tunjuk Rion pada Rigel. "Masih beran, kalian menampakkan batang hidung di rumah orang tua gue?! Apa kalian tidak sedikit pun merasa bersalah, hah?"

"Rion, maksud kamu apa sih?" giliran ibunya yang bangkit dari kursi,

"Kalian bertengkar? Ini sebenernya pada kenapa?"

"Rion, berlieriti ikut campur urusan guei" Rigel bersuara, menatap

pen ih peringatan. "Lo udah keterlaluan dan melewati batasan."

"Sampai kapan lo akan menyimpan bangkai itu? Bau busuknya sudah tercium ke mana-mana. Dan lo belum berniat membukanya juga, hah?" Rion meraih tas ranselnya. "Persetan lah. Seinoga kahan bahagia! Bisa meledak gue lama lama di sini." la keluar dengan cepat dari dapur Jika lebih lama di sana, ia pasti akan memuntahkan seluruh kekesalannya tanpa pandang bulu lagi.

"Ma, Pa, tolong jangan dipikirkan ucapan Rion. Dia hanya sedang terbawa emosi gara-gara kepergian Sea Dia berpikir ... Sea lah yang paling benar Dia tidak tahu apa apa." Star berusaha menenangkan, walau dadanya juga berdebar kencang. Ia belum siap melihat rona kecewa dari raut kedua

orang tuanya.

Rigel masih terdiam kosong, menatap punggung Rion yang kian menghilang dari pandangan. Anak itu jelas sudah tahu semuanya.

"Tidak biasanya Rion seperti itu. Kahan juga tahu kalau dia tidak

pernah berkata kasar, apalagi tersulut emosi separah tadi."

"Di usia R.on, Kak Rei saja urakkan, Ma," Star mengusap punggung tangan ibunya dengan lembut. "Jangan dipikirkan. Nanti kami coha bicara ke Rion kalau ini hanya salah paham."

"Ya sudah. Kalian makan dulu aja. Nanti Mama juga bantu bicara ke

## clarizayani

Rion." Lovely menyodorkan sendok pada Rigel. "Kenapa? Sakit perut?" Ia berianya, melihat Rigel memegang perutnya tampak tidak nyaman.

"Nggak tahu, Ma. Mungkin pengaruh alkohol semalam" Ia menjauhkan

bubur buatan Star, memilih memunum air putih di gelas.

"Kenapa nggak dimakan, Kak? Nggak enak?" Raut Star tertekuk murung tampak kecewa.

"Bisa munta sup hangat aja? Perutku mual."

<del>ች</del> ጉዛ

\*Kak Sea di restoran Papa juga ada panggung buat pertunjukkan musik. Nanti ikut nyanyi ya?" pinta polos Lea sambil melingkarkan tangannya di lengan Sea dengan nyaman.

"Em. . tapi dengan syarat, Lea makan yang banyak ya?" Seo membenarkan bianle yang dipakai Lea, mengusap pipinya yang kemerahan "Kalau kamu

setuju, bisa dipertimbangkan."

"Lea, aku juga bisa nyanyi. Nanu aku duet sama Sea ya nyanyiin lagu A Whole New World? Kamu mau denger nggak?"

"Aku bisa nyanyi lagu itu" Lea mengangkat telunjuknya tinggi-tinggi.

"Aku mau nyanyi hareng Kak Ion ya. Boleh?"

"Tapi, aku kan udah gede. Masa duetnya sama anak kecil."

"Emang kenapa? Kita cuma beda. dua helas tahun aja"

"Nggan mau. Aku mau sama Sea aja. Emang kamu bisa nyanyi?"

"Bisa, kok! Aku juga sering belajar gitar lya kan, uncle?" Lea melirik

lelaki itu yang tengah menyetir, dan langsung dibalas anggukan.

Mobil berhenti tepai di depan restoran dengan banyak karangan bunga yang berjejer di depannya. Mereka semua keluar dari mobil, turun menuju ke restoran yang sudah ramai tamu.

"Kenapa?" Rion mengernyit, saat melihat Sea menghentikan langkah melihat tiga orang bocah duduk di dekat trotoar sambil menyandang gitar.

"Sebentar, aku ke sana dulu."

"Mau ngapain, Sea?" Rion membuntuti, sedang Lea yang berada di 8°ndongan penasaran.

"Hai," Sea berjongkok, menyejajarkan tubuh mereka. "Kalian lagi

ugaband प्राक्षात्रक

Bersamaan, ketiganya mendongak. "Istirahat, Kak. Baru selesai ngamen di lampu merah depan. Terus sekarang lagi nunggu pasar melamnya ramai."

"Oh ya?" Sea tersenyum, "Udah mukan? Di dalam lagi ada acara loh."

"Belum, Kak!" Mereka berseru antusias. "Ade aku belum makan dari <sup>siang</sup>. Nunggu basil malam ini dulu, baru mar nyari makan."

Sea mengusap kepala anak perempuan yang paling kecil di antara

keduanya. Tubuh mereka kurus dan tidak terawat. Ia juga pernah merasakan banting tulang untuk mencari sesuap nasi dan menahan lapar sebelum mendapat uang recehan beberapa tahun lalu ketika hidup di jalanan. Tidak berbeda jauh dengan mereka, ia juga ngamen dari satu bus ke bus lain setelah hilus SMA.

"Nama kamu siapa?" Sea bertanya.

"Ana, Kak,"

"Ana umur berapa? Udah sekolah?"

"Lima tahun, Kak. Kami semua nggak bersekolah."

"Oh." Sea mengangguk getir, tetapi senyum kecil di bibirnya masih terbingkai hangat. "Ayo, masuk ke dalam sama Kakak. Kahan boleh makan sepuasnya."

Mereka berdiri, melongok ke arah restoran mewah itu. Rion masih terpaku di gerbang—terlalu terpesona sampai ia kehilangan kata.

"Hai .. ayo masiik. Gratis loh, rasanya biasanya jauh lebih mantap."

"Beneran, Kak?" Anak yang paling besar memastikan lagi, sedang anak

yang paling kecil merengek sambil memegang perutnya.

Sea mengulurkan tangan, "Iva, ayo. Kakak juga numpang. Cuma acara malam ini dikhususkan buat mapa aia" la menuntun ketigunya ke dalam restoran "Mereka belum makan. Boleh?" Sea bertanya singkat pada Ayah dari Lea tentu saja disambut dengan hangat.

"Silakan masuk. Kalian boleh makan apa pun di sini."

Ketiganya langsung menuju ke arah mera panjang yang menghidangkan banyak sekah makanan. Selang beberapa menit, mereka kembali lagi ke meja yang ditempati Sea dengan piring yang telah dipenuhi oleh makanan. Tidak sedikit orang yang memandang mereka dengan pandangan meremehkan—bahkan mengernyit jujik dan mengihas hidung.

"Kamu duduk di sini, kamu di sini, dan Ana di sini." Sea tidak mengacuhkan omongan nyinyir mereka, memulih membantu mendorongkan kursi anak anak itu dan mempersilakan ketiganya duduk untuk menyuntap

hidangan. "Makan yang banyak."

"Terima kasıh, Kak."

"Sama-sama, savang."

"Kamu terlihat sangat berbeda, Sea. Saya suka lihat kamu tersenyum seperti itu terus." Suara seseorong di belakang punggungnya membuat Sea menoleh.

"Om Jason gue pikir lo nggak akan datang!" Rion berseru antusias, memeluknya "Lo makin tua, kayaknya makin gagah aja sih Heran gue"

"Ada man apa lagi lo?"

"Kagak ada Gue cuma lagi bahagia aja. Sea cantik banget malam mi Iya

cacitayani

nggak sih? Bikin jantung gue dugun-dugun nyaring."

jason menatap Sea, lalu mengangguk setuju. Dia cuma mengenakan celatia jins longgar dan kaus hitam kasual yang dipadukan dengan jaket denim dan diikat ke pinggang. Tapi, Sea memang sudah terlihat sangat cantik, penampilan tomboy yang khas sekali selama ia mengenalnya seminggu ini wa at jika adik dari si empunya pesta pun tidak bisa mengalihkan pandangan sedari tadi.

"Pak Jason," Sea menunduk, menyapa singkat.

"Kamu apa kabar?"

"Saya baik. Terima kasih."

"Saya juga baik, Terima kasih." Ledek Jason, merasa lucu. Mereka mulal mengobrol, kecuali Sea yang lebih memilih menyibukkan dira menyodorkan makanan pada ketiga anak itu.

"Kak Sea, katanya man nyanyi?" Lea mengingatkan

"Kak Sea suka nyanyi juga?" suara cadel Ana, ikut menimpali.

"Ayo, mau sama kahan juga nggak?"

"Boleh!" Mereka natk ke atas panggung—seolah sudah biasa menjadi pusat perhatian banyak orang

Jason yang semula antusies, rautnya langsung beruhah suram begitu melihat siapa yang baru saja datang. "Siapa yang mengundang mereka?" Ia

membeo bangkit dari kursinya.

Walau dalam kendaan yung kurung stabil, Rigel tetap datang memenuhi undangan itu sesuai titah Ayahnya. Di sisinya, ada Star yang mengenakan dreis pendek kasual. Terhitat cantik seperti biasa, dan tidak luput dari perhatian senua orang. Rambut coklat Star diikat ke atas—dibalut tubuh yang ramping dan kulit putih mulus di bawah pencahayaan terang lampu restoran mewah hu. Banyak mata yang memandang ke arah mereka berdua, sesekah berbisik, sesekah menyapa ketika sebagian dari mereka mengenalnya.

"Ma, Pa..." Rion terkejut, melihat kedatangan orang tuanya dan dua anak kembar tidak jadi itu juga hadir di sana—jadi pusat perhatian banyak orang "Kalian mengundang keluarga Xander?" la ikut bangkit dari kursi.

"Oh, itu pasien VVIP saya di Rumah Sakit. Kami kenal dengan baik" Iomy berjalan menghampiri, menyapa ramah kedatangan mereka semua.

"Selamat datang Pak Xander. Saya pikir pebisnis sukses seperti Anda tidak akan sempat datang ke acara kecil saya."

Selamat untuk pembukaan restorannya, Dokter Tomy, Saya dan

kemarga mau numpang makan dulu di sint."

Mereka tertawa pelan, berjabat tangan secara formal. Jayden inengenalkan satu per satu, kemudian disiapkan meja paling strategia di antara semua tamu.

"Sebuah kehormatan kalian bisa datang ke acara saya."

"Tidak periu sungkan, Pak," Jayden mengihaskan tangan, mulai duduk di kursi masing-masing yang tidak luput dari perhatian Jason di meja seberang-tampak belum menyadari kehadirannya di sana

"Kak, man aku ambilkan makanan apa? Atau, man sup lagi seperti tadi

pagi."

Rigel yang lebih sibuk dengan ponselnya, menggeleng. "Tidak usah Nanti aku ambil sendiri"

"Kamu masih mual? Makan yang hangat hangat, mau?"

Rigel mengembuskan napas pelan, menutup ponselnya dari galery yang asinya didominasi oleh beratus foto Sea yang diambil secara random selama tiga bulan ini "Terserah kamu."

"Sebentar lagt ada pertunjukan musik, Enjoy your dinner, Pak Xander".
"Thank you, Dok,"

Ku rela nasibku begini

Luhir ke duma seorang diri

Ayah ibu telah lama pergi

Illdup yang sulat ku Julani

Saat mendengar aliman indah petikan gitar dan suara nyaring anakanak kecil, Rigel masih tak acuh. Matanya masih tertuju pada ponsel, menyibukkan diri di tengah keramaian semua orang. Namun, suara khasyang terdengar berat setelahnya membuat kepala Rigel secara oromatis mendongak—langsung berdiri dari Juduknya dan mencari cari sumbersuara.

"Sea. .?" Matanya langsung berkaca-kaca, melihat Sea ada di panggung bersama tiga orang anak kecii yang tidak dikenalnya.

Napas Rigel terhela berat, jantungnya serasa berhenti sesaat melihat Sea tepat berada di bawah lampu sorot panggung—tengah memejamkan mata-memegang stand mic dan sangat menghayati lagunya.

"Rei, itu Sea, kan?" Ibu dan Ayahnya pun ikut bangkit dari kursi, sementara Rigel sudah hilang arah—berjalan serampangan menuju

rumahnya. Rumah abadinya.

Ia menerobos keramaian, berjalan ke arah Sea dengan cepat. Jika bisa, ia ingin langsung terbang ke sana dan langsung menenggelamkan diri dalam pelukan Lautnya.

"Sea, Sea..." Rigel memanggil berulang kali, tidak sabar untuk mendekapnya erat-erat. Suaranya parau, ditegur oleh beberapa orang ketika secara acak ia menabrak tubuh mereka.

"Rei, kamu mau ke mana?!" Ibu dan ayahnya mengejar dengan panik. "Rei, Sea lagi menghibur tamu. Rei. !"

## clarisayanı

Tidak ada bunyi apa pun yang bisa Rigel dengar, indra pendengarannya seorah hilang fungsi kecuah suara serak yang berasal dari perempuan javarite-nya.

Dan behum sempat Sea bereaksı melihat kedatangan Rigel yang tiba tiba berada di sana, dia telah melangkah ke panggung →mendekapnya begitu erat

sampai Sea nyaris kehabisan napas.

"Aku pulang, rumanku, Tolong jangan melarikan diri lagi,"



Saat aku mencintaimu, seharusnya aku siap dengan apa pun yang terjadi. Termasuk ... perpisahan ini.

\* 4.0

Tiga anak yang berada di sisi Sea telah ditarik turun dari panggung oleh Tomy melihat suasana yang tadinya meriah dengan suara lantunan musik yang merdu mulai berubah mencekani. Sudah bukan lagi tontonan semua usia ketika melihat lelaki tinggi itu memeluk tubuhnya begitu erat. Lengan kokohnya terlingkar dan soling mengait kuat di punggung Sea lungga menonjolkan urat-uratnya. Tidak ada yang berani mendekat, semua bibir bungkani kecuali dua makhluk yang berada di meja paling ujung—paling rusuh dan paling berisik di antara para tamu.

Tubuh Rion ditahan oleh Jason agar tidak mendekati mereka herdua. Kasinya sesekali menendang udara—gregetan. "Dasar lelaki kardus! Lepasin Sea guel Jangan peluk dia, woyy!" Dia berteriak lantang dari mejanya sambil

menunjuk Rigel dengan berapi api.

"Ri, ini bakai seru. Gue jamin."

"Seru apaan? Lo ngapain pake acara nahan gue segala sih, Om?! ku sa Rei peluk dia kayak orang yang punya dendam kesumat. Bisa remuk badan Sea gua!" cetusnya tidak terima. "Luka sedikit aja, gue santet lo!" Sadar betul kalau adu otot ia tidak akan pernah menang. Walaupun dilingkupi emosi Rion harus tetap berpikir logis bahwa teknik beladiranya masih jauh di bawah si keparat Rigel.

"Cukup tunggu dan lihat, pertunjukan apa yang akan kita dapat malam ini." Jason bercicit—menyorotkan pandangannya ke arah kedua orang tua

Rigel yang terlihat kebingungan di bawah panggung.

## clarizayani

Rion masih tidak terima—mengumpati tidak ada habianya. "Gue sumpahin lo limpoten kalau Sea kenapa-napa! Punya lo yang super mata itu nggak bisa berdiri selamanya! Awas lo, Rei!" ancamnya menggelegar yang langsung mendapat delikkan tajam dari ayahnya.

"Biarkan ini tetap SU, Yon. Ada anak kecil di sini." Jason melirik pada ke-empat anak yang mau tidak mau harus Tomy amankan ke ruangan lain.

"Persetan" Rion menepis tangan Jason dengan jengkel. "Dia ngapain juga malah ada di sini? Keadaan Sea baru mendingan, kenapa batang hidung si Rei malah nongol?"

"Mana gue tahu," sahut Jason enteng sambil menatap punggung tegap Rigel yang sesekali berguncang—menahan runtaan Sea. "Umpatan lo nggak akan ngaruh juga. Kakak lo udah kayak orang gila di sana nahan Sea."

"Bukan kayak. Tapi emang dia orang gila!" umpat R.on dengan kedua tangan terkepal. Dadanya terasa panas. Campuran rasa cemburu dan emosi.

Sementara dari arah beriawanan, Star membeku di tempat. Mangkuk sup yang semula ia pegang, telah jatuh kelantai dan mengotori high heels-nya. Sungguh, sebagian piwanya seperti baru saja ditarik paksa. Panus menerpa kulit kalo, tetapi tidak sama sekali ia rasakan. Hatinya remuk redam melihat sosok yang paling dicintainya kim mendekap tubuh perempuan itu. Netranya telah hasah oleh genangan ait mata, dan lidahnya kelu untuk sekadar berkata ... menjauhlah dari dia.

la benci perasaan ini la benci harus selalu dikesampingkan perasaannya oleh Rigel. Bukan seperti ini sebelum kedatangan Sea. Bukan seperti ini ketika Rigel belum mengenalnya. Ia selalu jadi yang pertama. Ia selalu menjadi pusat perhatiannya. Seluruh hidup Rigel selalu diberikan padanya.

Sungguh ... bukan seperti mi.

"Kak...," Star menggumam, meski tahu pasti dia tidak ukan pernah menoleh. Kepala itu bersandat terlalu nyaman di antara ceruk leher perempuan yang membuat Rigel seperti kehilangan seluruh logikanya.

Rigel kembali menemukan Sea. Lantas, ia harus apa? Dia adalah misknya Dari awal, Rigel adalah miliknya. Ini tidak adal Mereka sudah melewati banyak hal bersama, dan dengan begitu mudahnya Sea mengobrak-

abrik semuanya.

Sepenuhnya, dalam lingkup hangat Rigel, tubuh kecil itu telah tenggelam. Rasanya nyaman bersentuhan dengan perempuan ini setelah sekian lama. Meski dipisahkan oleh belai pakaian, namun tetap bisa dengan mudahnya memberi Rigel ketenengan. Ia tidak pernah menginginkan kehangatan lain kecuali berasal dari Sea. Seperti ruang kosong yang tadinya dibiarkan tak berpenghuni, kuni mulai penuh terisi. Ia bahagia saat Sea berada di sisinya—dari dulu sampal detik im. Selalu Sea dan akan selalu Sea yang mampu jadi

penangkal dari segala kegilaan masa lalu yang tak pernah kenal pada aturan apa pun. Bersamanya, ia bisa menjadi si waras yang tak lagi tersesat Scolah Sea adalah tempat paling benar untuk ditujunya. Rumah di mana ia bisa pulang dan menetap sampai akhir Sea lah yang mengenalkan Rigel arti dari kata selamanya

"Seu, I miss you so much! Tolong, jangan menghindariku. Aku tulak ingin tersesat lagi tanpa kamu. Stay, Sea, stay with me...!" Rigel memohon frustasi, serupa bisikan. "Kita bisa memperbaiki semuanya. Aku janji, aku akan melakukan dengan benar kali ini."

Sea memberontak sedari tadi, mendorong tubuh Rigel berkalikali. Tenaganya benar-benar kuat, seakan rontaan Sea tidak sama sekaliberpengaruh banyak untuknya.

"Lepas kant" sarat ancaman, Sea memperingatkan.

"Tidak -sebelum karmi memaafkanku!" Rigel kian mengeratkan pelukan yang sudah tak berjarak "Aku nggak mau kehilangan kamu lagi.

Aka nggak mau berjauhan sama kumu lagu".

Tidak memiliki pilihan lain, hal kekanakan sekalipun Sea lakukan. Sekuat tenaga, la menggigit bisep lengan Rigel dan melayangkan tamparan keras pada pipinya sedetik pelukan mulai merenggang dan akhirnya terlepas. Mala para tamu membelaiak, mengatupkan bibir mereka — tak bisa menutupi rasa terkejut.

"Anda stapa?" sorot pandangan datar, memundurkan satu langkah ke

belakang "Jangan kurang ajar. Saya tidak kenal Anda."

Rigel menggeleng tegas, masih kesulitan mengumpulkan kesadaran ketika tamparan itu melayang kuat pada pipinya. Tidak ada rasa sakit, di sana hanya ada pandangan hancur dari netra coklat Rigel yang memerah. Harapannya telah dipatahkan oleh Sea sebelum ia bisa lebih jauh berjuang untuk kembali mendapat kepercayaannya.

Sea hendak turun, segera Rigel raih pinggangnya agar tetap di tempat

semula.

"Aku harus apa, Sca? Aku harus melakukan apa agat kita kembali haik-baik aja?" Kupikir sudah cukup jelas perasaanku sama kamu. Kita sudah cukup dewasa untuk mengerti, kan?" Rigel menangkup wajah Sea, membungkuk agar bisa menatepnya lebih dekat. "Jangan seperti ini, sayang. Banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Banyak hal yang perhi kita luruskan berdua."

\*Sayangnya tidak ada yang ingin kubicarakan lagi dengan Anda. Dari

orang asing, kembali menjadi orang asing."

"Bisakah kamu melakukannya?" Mata Rigel terpicing, menekankan sesaknya sang hati. "Enam tahun menyimpan rasa, dan semudah itu kamu mengenyahkannya?"

# claresayan

Sea mendongak, menatap lekat wajah lelaki yang pernah ia beri seluruh jiwa raga dan berakhir diinjak-injak olehnya sampai luluh-lantak.

"Iya. Semudah itu. Mengapa tidak bisa? Anda tahu pasti, di duma ini hal

yang paling mustahil sekalipun bisa terjadi."

Rigel terhenyak, terdiam dengan raut pias.

"Kenapa? Tidak percaya?" Sea mengedikkan dagu ke belakang tubuh Rigel, menatap Star sekilas yang berdun tepat di belakangnya dengan waah memerah dan air mata tumpah ruah Seolah di sini, ia lah penjahat sebenurnya. "Dia siapa, Rei? Kita sama sama tahu."

Higel hendak meraih tangannya, tetapi Sea langsung menjauhkan

"Dan , rasa?" Sea menggeleng keuil. "Anda tidak pernah tahu apaapa Anda tidak pernah mau tahu tentang saya. Semuanya hanya demi kepentingan kahan berdua Kehadiran saya di sana hanya sebuah tameng perlindungan, tolong jangan pura-pura lupa."

"Apa kamu benar-benar tidak tahu, Sea?" Rigel menggumam sangat pelan, jakunnya turun naik. Seperti ada tangan tak kasat mata yang kini mencekik lehernya. Ingin berteriak di depan wajahnya dan menyerukan,

tetapi akan tetap terdengar seperti omong kosong belaka-

Tidak akan ada yang bisa mendengar, bahkan Sea pun mengernyit

amar—tidak yakın.

"Aku akan mempertanggungjawabkan semuanya. Aku akan mengatakan semuanya pada mereka, dan kita bisa memulai segaianya dari awal. Just don't go anywhere! Kita masih bisa belajar untuk saling mengenal lebih osak lagi dati ini. Sea. Aku janji!"

"Saya bisa jadi apa pun dan Anda tidak akan peduli. Seperti sebelumnya.

Kita bisa jadi orang asing, musuh, atau terserah."

"Sea..."

"Aku hanya ingan bercerai. Kata sudahi saja. Memulai dengan lembar baru, tapi bukan antara komu dan aku"

Rigel menahan tubuh Sea yang terus berusaha menghindarinya.

"Sampa: mati, aku tidak akan pernah menceraikanmu! Tidak akan!"

Selang beberapa detik ucapan itu terlontar, tamparan kembali melayang pada pipinya. Tidak terlalu keras, tenaga Sea sudah tidak mampu lagi melawan

"Bisakah kamu sudahi, Rei?! Tolong aku mohon jangan memperumit lagi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan?"

"Kamu Aku ingin kamu! Berapa kali aku harus mengatakannya?!"

sentaknya keras.

"Tapi, aku muak terhadapmu!"

Star yang sempat terdiam lama, langsung berjalan ke arah Sea dan

mendorong tubuhnya hingga dia nyacis terjatuh ke belakang. "Berhenti menyakiti lelaki yang kucintai! Berhenti bersikap tidak tahu diri!"

Rigel maju ke depan, tetapi Star langsung menghalangi tubuh Rigel agar tidak mendekatinya. "Sudahi, Kak-Aku mohon, sudahi saja. Aku tidak ingin

kamu disakiti terus-menerus oleh Sea."

Lovely dan Jayden ikut neik ke atas panggung, coba menyeret tubuh Star dan Rigel agar turun dari sana ketika suasana semakin tak terkendali. Para tamu mulai diarahkan ke luar ruangan oleh para penjaga keamanan sesuai titah Tomy demi menghormati privasi keluarga aneh inl.

"Apa apaan mi?! Di acara urang, kahan membuat kegaduhan Kaltan ditonton oleh banyak pasang mata sekarang!" tukas ayahnya tegas "Turun.

Kita selesaikan di rumah."

"Lihat, Ma, Pa, aku sudah bilang kalau Sea memperlakukan Kak Rei dengan kasar. Sea tidak pantas untuk dia!" Star memutar tubuhnya—menghadap Sea kembah, "Bukan pertama kalinya kamu menyakitinya, Sea. Sudah berulang kali kamu menam—"

PLAK...

Langkah cepat Sea ke arah Star tidak ada yang menduga akan menjadi sebuah tamparan yang mendarat keras dan menyakitkan. Bibir Star seketika terbungkam begitu tasa panas yang amat sangat mengaliri pipi. Untuk pertama kalinya, sescorang menamparnya Kepalanya tertoleh ke samping—terasa pening—dengan kulit putih mulus yang mulai herubah menjad, kemerahan membentuk telapak tongan.

"Sea...!" Serentak, ketiganya bersuara. Star tidak pernah disakiti oleh siapa pun secara fisik, dan Sea adalah orang pertama yang nie akukannya

\*Aku sangat ingin menamparmu sejak hari itu, dan aku tidak menyesal

telah melakukannya sekarang"

Tetes air mats langsung jatuh. Mats Star begitu merah dengan sorot tak percaya menatup Sea. "Kamu...."

"Bukan seperti ini caranya. Star, untuk mempertahankan hubungan menjijikkan kalian." Sea memotong ucapannya. "Berapa orang yang kamu sakiti sekarang? Mengapa kamu belum sadar juga?"

Kecuali deru napas Star yang terhela berat, lidahnya mulai kelu untuk

melawan.

"Sea, Mama pikir katou jauh lebih dewasa dari ini. Mama pikir kita masih bisa menyetesaikan dengan haik baik. Rigel dan Star sudah tidak memiliki hubungan apa pun. Kamu tidak seharusnya cemburu padanya. Mereka hanya sebatas saudara. Tidak lebih!" Lovely berusaha membela putrinya yang membatu di tempat, seraya memegang satu sisi wajahnya. "Kalian cuma salah paham. Seharusnya kamu tidak sejauh ini, Sea," nadanya

## claripayani

mentelan, menatap Sea penuh kecewa.

Sea tidak menatap Lovely, matanya hanya tertuju pada Star yang masih

memegangi pipinya dan tengah diusap usap lembut oleh ibunya

"Kamu dengar, Star? Apa kamu dengar suara ibumu saat dia membelamu? Apa kamu dengar betapa khawatirnya ibumu saat anaknya disakiti? Bagaimana bisa kalian tega menyakitinya sementara dia tidak membarkan anak-anaknya terluka?!" Sea membentak nyaring. "Ke mana hati nuranimu sebenarnya? Seharusnya kamu berayukur pada Tuhan telah diberikan sosok ibu yang begitu tulus menyayangimu, bukan malah seperti ini caramu membarasnya. Grow the fuck up! Tidak selamanya dunia berputar di atas kepalamu. Kamu bukan lagi anak balita yang tidak bisa menggunakan otakmu dengan benar!"

Wa'ah Star memucat, ia menunduk, tidak berani menatap ke manamana -termasuk pada ibunya yang masih dengan setia menangkup satu sisi

pipiniya.

"Sea, maksud kamu apa?" Lovely kebingungan, tangannya digenggam erat oleh Star tiba tiba. "Saya tidak merasa disakiti oleh stapa pun sekarang. Semuanya sudah berjalan dengan normal. Kamu cuma salah paham"

"Ma. " Star menggeleng, tempi sa tidak mampu mendongak untuk menatap wajahnya. Tidak ada penyangkalan apa pun yang bisa diutarakan 198

atas ысирыл Sea.

"Lihat, Star, orang yang kamu khianati ketulusannya tengah berada di sisimu sekarang. Tidakkah kamu merasa bersalah?" Sea menjeda, menyeka bulir bening yang nyaris menetes keluar. "Seumur hidup kamu diperlakukan seperti putri, tidak ada siapa pun yang ibumu biarkan menyakitimu. Inilah balasannya dem mementingkan ego manusiamu yang bahkan tidak bisa kusebut manusia?"

"Sea, maksı d kamu apa sebenarnya". Lovely sudah mulai naik pitam

ketika putrinya di pojokkan terus-terusan.

"Sea, tolong berhenti! Berhenti!" Star meninggikan suaranya "Berhenti, piente..."

Rigel mendekati Sea, menangkup wajahnya yang langsung ditepisnya kasat. "Sea, tolong—"

Jangan menyentuhku. Jika kamu ingun aku berhenti, kahan sudah

berhasii melakukannya."

"Seharusnya Anda mendidik mereka jauh lebih baik, Nyonya, agar mereka tidak tersesat sampai kelakuannya tidak jauh berbeda dengan binatang, Bukan Sea yang harus berhenti. Tapi, Anda lah sebagai orang tua yang harus belajar lebih peka."

Suara bariton itu membuat semua orang yang tersisa di sana menoleh

ke arah pintu masuk. Tubuh tinggi bersetelan jas hitam dua lapis lengkap dengan penampilan rapi dan satu buket besar bunga lily di tangan-memasuki restoran. Ketukan suara pantofel hitam saling bersahutan tegas di telinga—berjalan ke arah Sea dengan pandangan lurus—menatapnya.

Pak Rafel, maksud Anda apa? Bukankah ucapan Anda sungguh

keterlaluan?" giliran Jayden yang tidak teruma istrinya disudutkan.

Rafel tidak membalas—mengabaikan pertanyaan tajam seorang Jayden Xander yang disegam oleh banyak orang. Di hadapan Sea, Rafel menyerahkan buket bunga itu dan menyematkan kecupan hangat pada keningnya—tepat di depan mata semua orang.

"I miss you haby. Maaf telat. Aku tadi kena macet"

Rigel yang tidak terima, langsung maju jika saja tubuhnya tidak segeri ditahan oleh ayahnya

"Anjing, lo ngapain cium-cium Sea?!" Dia menyentak murka,

mendorong bahunya kuat kuat.

"Sea milik saya sekarang. Kami sudah resmi berhubungan." Tangan Rafel terlingkar, mengusap lembut bahunya "Cukup adil kan, Rei? Kami mendapatkan Star, dan saya mendapat Sea Kalian semua tahu saya mencinta, Sea lebih lama dan jadh lebih besar dari perasaan tidak bergunamu padanya."

Tangan Rigel terkepal kuat, rautnya seketika berubah menggelap "Apa

lo bilang? Gue retakkan rahang lo kalau sampat -

"Kamu sudah tidak memiliki hak lagi untuk mencegahnya berkencan dengan siapa pun, Rei. Percersian kahan akan segera diproses. Pengacaraku akan mengurus segalanya sampai selesai!" tatapan Rafel menajam menghujam tepat pada sepasang netra Rigel "Kamu pasti ingat apa yang saya katakan dulu? Sekali kamu menyia nyiakan Sea, maka kesempalanmu selamanya akan hilang."

"Jadi, karena ini kamu sangat ingin berpisah dengannya, Sea?" Jayden bertanya, tidak habis pikir. "Jika kamu masih mencintai Rafel, untuk apa

kamu setuju menskah dengan anak saya?"

"Berhenti *playing victim* sekarang. Kalian pun tidak lebih bersih dari kami!" tukas Star tajam. "Kamu berselingkuh dengan Kakakmu sendiri tapi mengapa semua kesalahan dilimpahkan semuanya pada Kak Rei?"

"Sea, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu dan Rafel kahan berhubungan" Lovely menumpah, menatap kedua orang itu yang tubuhnya

saling berdempetan. "Kallan . kalian saudara, bukan?"

"Katakan itu tidak benar, Sea! Bagaimana mungkin kamu bisa

dengannya<sup>21</sup> Demi Tuhan, aku tidak ingin bercerai denganmul\*

Beruntun pertanyaan dan lontaran kalimat menyudutkan dari mereka seolah menyerbunya. Rahang Rafel mengetat, usapan di bahu menjadi clarifazioni

sebuah kepalan kuat.

"Kalian benar-benar buta, huh?!" Rafel menyentak, nyaris kehilangan geta "Apa Anda tahu semenjijikkan apa hubungan dua anak kembar stalan ms?\*\*

Sea menghela napas pelan, menatap kemurkaan dari setiap inti wajah keluarga itu setelah kalimat tajam Rafel terlontar. "Saya tidak akan merjelaskan apa pun pada kalian. Untuk apa? Saya tidak peduli pendaian katan terhadap saya. Memang saya siapa? Jika kudua anak Anda berkata A, maka Anda akan memercayai bahwa A adalah kebenarannya."

"Sea, bukan seperti etu..."

"Memang seperti itu!" tukas Sea cepat, "Lebih baik saya pergi Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk lebih tahu keluarga kalian."

Rigel maju dan hendak meraib tangan Sea sebelum disingkirkan secara

kasar oleh Rafel.

"Berhenti ikut campur, bangsat!"

Rafel mencengkeram kerah kemeta Rigel saat kesaharan kian menepia. "Bukannya lo juga bermain dengan Star di belakang Sea? Lo pikir gue nggak tahu hubungan kanan sejauh mana? Berhenti sekarang, atau gue cetuskan di hadapan semua orang!"

Rigel menghempaskan tangan Rafel dari keralinya. "Kami nggak pernah

berhubungan apa puri setelah gue menikahi Sea!"

"Rafel, kamu ikut campur terlalu banyak sekarang. Biarkan mereka menyelesaikan hubungan mereka tanpa perlu mengada-ada hal yang tidak. pemah ada. Mereka suma salah paham, Jangan memperburuk keadaan," Ayahnya memberinya peringatan.

"Stapa bilang cuma salah paham?" Rion yang tadinya hanya menonton di hawah panggung, akhirnya ikut mendekati keributan tak berujung itu. "Tolong, biarkan Seaku pergi, Pa, Ma, Rei nggak pantas untuk Sea."

"Rion, kenapa kamu juga ikut campur? Dari kemarin, kamu juga

memperlakukan kedua Kakakmu secara tidak sopan!"

<sup>a</sup>Ragsumana aku bisa menghargai mereka ketika mereka melakukan hal yang palang menjajikkan di belakang kita! Mereka sudah memiliki putra, Mal Rak kei dan Star sudah memiliki seorang putra berusia empat tahun!" Rion berterlak, menunjuk Rigel dan Star yang seakan nyaris ambruk di tempat.

Seperti petir yang menyambar, Lovely memundurkan langkah, menutup mulutnya dengan tangan yang bergetar. Tantan Jemari yang semula saling ferkan erat untuk memberi putrinya kekuatan, langsung terlepas setelah informasi tidak masuk akal itu Rion beberkan.

"Ma, Star bisa . Star bisa menjelaskan," Ia sudah berlinangan air mata, mendekati ibunya yang terlihat pucat pasi.

Napas ayahnya menderu cepat, untuk sesaat jantungnya seperti berhenti

berdetak. Kosong, Jayden merasa benar-benar kosong.

Kulit wasah ibunya yang putih kian memucat tampak tak teraliri darah. "Kalian tidak mungkin melakukan ini pada kami, kan? Katakan pada Mama, Rion hanya sedang melantur. Dia tidak serius. Iya kan, sayang?"

"Ma.," Star tidak sanggup mengatakan apa pun lagi melihat bulur

bening telah mengalir keluar dari sepasang mata ibunya.

"KATAKAN KALAU RION SEDANG BERBOHONG!" Lovely menyentak, menunjuk Rion di tempatnya. "Dia hanya sedang bercanda. Semua yang dia katakan TIDAK BENAR, CUKUP KATAKAN ITUI"

Ayahnya menatap Star dan Rigel secara bergantian, mereka menunduk duringi Isak tangis Star yang mulai mendominasi ruangan. Lidak ada jawaban Keduanya tetap tak bergerak, membisu, sesekali menyeka air mata yang berjatuhan membasahi lantai panggung restoran.

"Benar, Rei?" singkat, tetapi pertanyaan itu terdengar seperti sebuah

lonceng kematian.

Rigel memejamkan mata, menelan saliva sukah payah sebelum anggukan samar diberikannya. "Aku minta masil, Pa. Sungguh, aku minta manf Seharusnya kami tidak mela-"

BUGH

Belum sempat kalumatnya terselesaikan, Jayden menghajar Rigel hingga tubuhnya ambruk ke lantai. Menghampiri dengan kemarahan yang tak terkendali, dia mencengseram kerahnya dan kembali melayangkan hantaman bertubi-tubi

"BRENGSEK" BRENGSEK!" Napasnya memburu cepat, hantaman tidak terhitung berapa kali telah mendarat di wajah Rigel. "Bagaimana bisa kalian melakukan ini pada kami?! Bagaimana bisa? Dasar anak sialan!"

Rigel tidak melawan, membiarkan kemarahan Ayahnya tersajurkan sepenungya. Mulut dan hidungnya telah mengeluarkan darah segatberceceran di lantat.

Star merangkak ke arah kaki Jayden, memeluknya "Pa, tolong hentikan!

Bernenti memukulinya! Tolong, berhenti!"

Jayden menepiskan kakinya—membuat Star tersungkur ke depan sampai wajahnya membentur lantai. Dia bergerak ke arah meja, merain botol wine cukup besar yang map dihantamkan pada si keparat yang kini terdampar di lantai.

Jason yang semula hanya berdiam diri menyaksikan kekalapan Jayden, segera maju dan mengambil alih botol itu. "Lo mau bunuh anak lo sendiri?!" Ia melemparkan ke pojok ruangan hingga pecahannya berserakan di lantai. la sudah mengenainya puluhan tahun. Saat sahabatnya marait, dia akan

# clarizayane

seperti orang kesetanan.

"Lebih baik mereka berdua mati! Mereka pantas mati" napasnya tersendat, tubuhnya seketika ambruk dan bertutut da lantat. Sakit, hatinya benar benar sakit mengetahut kedua anak yang ia besarkan penuh sayang melakukan hal paling tidak masuk akal. "Bagaimana mungkin kalian melakukan semua itu? Bagaimana bisa kalian berbuat hal semenjijikkan itu, BRENGSEK?!"

Rigel tidak lagi bersuara, permohonan maaf pun ia yakin tidak akan lagi berguna. Mereka pantas marah. Mereka pantas untuk kecewa. Ia terlalu malu

untuk membela dun dan menjelaskan semuanya.

"Makanya kalan bikin jangan di hutan. Anak lo jadi kemasukan setan kan sekarang," cetus Jason, seraya menatap Lovely yang mematung kosong di

tempat sedari tadi-kecuah air matanya yang terus berjatuhan

Dunianya runtuh, seakan semuanya dalam sekejap mata hancur menimpa kepalanya. Anakuya yang ia pertahankan antara hidup dan mati, kini kembali membuatnya serasa akan mati. Seperti ribuan belati yang terhujam keras ke dada, nyeri yang ia dapat benar-benar tidak kuasa untuk ditahannya. Menangis, kakunya tidak lugi mampu menopang tubuhnya dan terduduk di lantai menunip wajan.

"Ma...!" Rion mendekati ibunya, pun dengan Star yang ikut menghampiri sebelum dorongan keras Lovely membuatnya membeku —memberi tubuh mereka jurak tak kasat mata yang terasa membentang luas di antara keduanya.

"Jangan mendekat Jangan pernah mendekat!" sentaknya dengan

pendangan nyalang penuh amerah.

"Ma, Star minta maaf. Star minta maaf. !" Ucapan yang same—entah

untuk ke berapa kali ia melontarkannya.

"Semuanya salahku Kelakuan menjijikkan mereka berdua karena kegagalanku mendidik kalian. Aku yang seharusnya munta maaf, kan? Aku minta maaf telah menjadi ibu yang tidak berguna untuk kalian. Aku minta maaf tidak memerhatikan kalian dengan benar. Seharusnya aku lebih peka Aku minta maaf."

Star dan Rigel menggeleng, "Ini semuanya salah kami. Ini bukan kesalahan Mama sama sekahi"

Lovely mengusap air matanya secara kasar Mengabaikan jawaban keduanya, ia bangkit dari lantai dengan pandangan kosong. Langkahnya menghampiri Sea, berhitut sambil menggenggam kedua tangannya yang dingin.

"Nyonya Vely ..." Sea ikut berlutut, berusaha mengangkat tubuhnya yang lemah, "Jangan seperti ini. Bangun."

"Sea, Mama benar-benar munta maaf!" sangat erat, Lovely menggenggam

### addicted

tangannya "Maaf, membiarkan kamu menghadapi kebobtokan mereka seorang diri. Maafkan saya, Sea. Maafkan saya yang tidak becus mendidik

Sea mengusap punggung tangan yang bergetar itu, tidak bisa membayangkan seberapa hancur hatmya saat ini. "Ini bukan kesa ahan Anda Anda merawat mereka penuh cunta, saya tahu itu. Kalian merawat

mereka dengan baik, bahkan sangat baik."

Lovely menunduk, terlalu mahi harus bertatapan langsing dengan perempuan yang sempat ia sudutkan. "Maaf atas ketidaktahuan kami, Sekarang, pergilah. Kamu memang pontas bahagia tanpa lelaki rusak seperti Rigel, Kamu berhak mendapatkan seseorang yang tauh lebih baik dari dia. Saya mendoakan yang terbaik untuk kehidupanmu. Sea, Apa pun na."

"Ma, plus aku nggak bisa jika tanpa Sea. Tolong ... tolong jangan seperti. init" Rigel hangkit dengan tertatih-tatih saat Sea mulai menghela langkah

menuju piniu keluar bersama Rafel yang setia mendampinginya.

"Sea, tolong jangan pergi! Sea!" Rigel membuntuti, lebih cepat dan putus. asa. Ia menarik lengannya, tidak membiarkannya melanjutkan langkah 'AKU MOHON JANGAN PERGI! Beri aku waktu sampai semuanya kembah membaik. Berl aku kesempatan sekali lagi, Sea, aku mohon'".

"Lepaskan tangan Sea, berhenti mengganggunya" hardik tajam ayahnya, tak ingin mendapat bantahan. Dia mencengkeram pergelangan lengan Rigel dengan kencang-meloloskan tangan Sea dari genggamannya.

"Ayo pulang. Kita belum selesai bicara!".

"Pa, aku nggak bisa kehilangan Sea," Rigel menggeleng, penuh permohonan. "Papa basa memukuliku sampai mati, tapi jangan pemahmenjauhkanku darinyal".

Sekalı lagı, layden melayangkan tonjokkan keras pada pipinya yang

sudah berdarah nyaris di semua bagian

"Kamu pikir Papa tidak bisa melakukannya sekarang juga?!" bentaknya "Pulang atau kuhancurkan hidupmu sampai tak berbentukt".

"Aku sudah hancur, Pa. Kehilangan Sea adalah kehancuranku. Aku

tidak bisa!"

"Maka aku akan membuat Sea hilang selamanya dari hidupmu. Sedebk pun, kamu tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan bertemu dengannya Sampai mati, aku bersumpah<sup>18</sup>

"Pa!"

"Pulang sekarang dengan Star, atau kamu tahu akibatnya!" Ayahnya menghempaskan tangan Rigel, menuntun tubuh lemah I ovely ke mobil dar menyusulnya masuk ke dalam.

"Sea, jangan kembali padanya Tolong, kamu tidak boleh bersama

# clarifagani

Rafel!"

"Aku bersama dengannya atau tidak, bukan lagi urusanmu."

Apa kamu serius ketika mengakui perasaanmu padaku malam itu? Katakan satu per satu, apa yang membuatmu begitu membenciku sekarang?" Rigel tersendet, menatapnya. "Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, Sea. Aku juga t.dak tahu jika masa laluku yang rusak akan membuatmu sangat terluka. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa memutar waktu dan kembalt ke masa itu."

"Sudah kubitang..."

"Berselingkuh dengan Star ..? Aku tidak pernah melakukannya "

"Apa pun tentangmu, menyakitiku, Rei. Aku tidak bisa ludup dengan orang yang memiliki kemampuan untuk menghancurkanku lebih dari ini," Sea menatap Rigel sejenak, schelum berlahi bersama Rafel dan kembali meninggalkannya,

400

Mobil diparkir secara sembarang di habiman rumah. Keduanya keluar dari sana dengan langkah gontai menuju tuang tamu Dingin Keadaan hening nun sunyi rumuh besar au bener-benar terasa mencekam. Suasana hangat yang biasanya melingkupi kediaman, entah hilang ke mana

"Ma, Pa .." mereka memanggil pelan, melihat ibunya yang tengah duduk di kurai sambil menatap kosong ke luar jendela. Tangannya menekan dada,

berkali-kalı, sesekali menepuknya.

Rigel berlutut di kakinya, menggenggam tangan halus itu. "Aku mintamaal, Ma. Aku benar-benar minta maal."

"Ma, Star juga munta maaf Maaf ... telah mengecewakanmu." Ia terisak, suaranya nyaris habis dengan wajah sembab. Ia mencoba meraih tangannya, tetapi ibunya langsung menepis tidak sudi. Tidak terjangkan, scakan jijik

disentun olehnya sekarang.

"Apa salahku sebenarnya pada kaluan? Katakan, mengapa kalian melakukan ini pada kami?" Lovely menatap kedua anaknya sendu, matanya sembab dengan wajah pias yang masih menghiasi. "Apa yang kalian pikirkan sempai bisa sejauh itu? Kalian saudara! Lima tahun lalu kalian sederah! Bagasmana bisa kahan menghasilkan seorang .. seorang anak berusia empat tahuπ<sup>>»</sup> Tetes air mata kembali meloncur pada pipi ibunya.

<sup>a</sup>Ma, sekarang kami bukan lagi sedacah. Kami berdua akan mempertanggungjawabkan keberadaan anak kami. Tolong, Star hanya perlu

testunju. Kita masih bisa baik -"

PLAK

Tamparan keras mendarat pada pipi Star. Tangan Lovely bergetar,

### addicted

menatapnya dengan hati remuk tak berbentuk.

Terhenyak, Ster memegang pipinya. Sungguh, tamparan itu terasa. berkali lipat jauh lebih menyaketkan dari yang Sea berikan. Seolah hatinya baru saja jatuh dan hancur dalam cengkeraman (bunya.

"Ma ..." la menatap Lovely, kesedihan mendalam kini begitu kentara di

sepasang matanya, "Aku tidak bermaksud —"

PLAK

Sekali lagi, tangan yang dulu pernah membuainya bangat mendarat sempurna pada pipinya. Ibunya menatap Star dengan sesak yang tidak terkira. Sakit. Hanya rasa sakit tak berujung yang memeliiknya sekarang.

'Apa kamu pernah merasa bersalah sedikit saja. Star?" Lovely menepuk dadanya sendiri, terisak hebat. "Aku ... aku mencintannu lebih dari apa pun. Aku kehilangan putri kandungku, tapi aku lebih hancur mengetahukamu bukan putriku. Aku hancur ketika mengetahui luta tidak sedarah Dengar seluruh hidupku, aku sangai menyayangimu. Bahkan setelah tahu kamu bukan putri kandungku, aku masih sangat menyayangimu. Dan ini balasanmu padaku? Meminta restu - ?"

Lovely mengangguk, menelan saliva susah payah dan bangkit dari sofa. Bark, Star Kurestut hubungan kalian. Kahan bebas melakukan apa saja, aku

tidak akan tagi menghalangi jalanmu sekarang "

\*Ma . ," Star tergugu, memeluk kalunya. "Aku juga sangat menyayangimu.

Aku sangat menyayangunu. Aku minta maaf, Ma. Aku minta maaf."

"Sifakan kahan tanjutkan, Kamu bukun lagi anak saya, Star Kamu banya orang asing yang menggunakan nama anak kandung saya, tidak lebih. Kamu bukan bagian dari keluarga kami, dan akan segera kami coret dari daftar Kartu Keluarga Xander Segera, seperti keinginanntu yang ingin bersatu dengan anak saya."

"Ma, tidak akan ada pernikahan di antara kami. Aku hanya akan bertanggung pawab pada London, tidak lebih. Aku masih suami Sea, dan itu

tidak akan pernah berubah!"

"Mengapa tidak? Kaliari sangat saling mencintai, kan? Dia ... bukan lagi adikmu. Lanjutkan apa yang kahan perjuangkan selama ini di belakang kami. Pernikshan? Restu? Apa pun, Rei, terserah kalian." Lovely mengusap au matanya, menyentakkan kakinya yang dipeluk Star dan berlala memasuka kamar.

"Saya sudah menghubungi pengacara untuk mencoretmu dari KK. Rawatlah ibu kandungmu dengan baik. Silakan keluar dari cumah kami. Saya harap kamu bahagia dengan pilihanmu."

Kata-kata terakhir Ayahnya menghujam sakit setajam belati. Dia bangkit dari sofa, menyusul ibunya ke kamar yang terdengar meraung

# clarizayani

nyaring di dalam sana. Terdengar sangat memilukan, tangis itu benar-benar

terasa menyakitkan sampai ke tulang.

Star meremas jemannya, menunduk dan menangis dalam diam. Hanya tetes-tetes air mata yang terus berjatuhan dengan deras pada pangkuannya. Tak ada lagi kata yang mampu ia utarakan. Tidak ada lagi penjelasan yang bisa ia lontarkan. Ia merasa, hidupnya berada di titik selesai.



Suara tungisan pilu ibunya mereda. Namun, Rigel dan Star masih termangu di tempat yang sama—entah sudah berapa lama. Malam semakin pekat di luar, keadaan ruangan besar itu semakin sunyi senyap. Ayah maupun Ibunya tidak lag, keluar dari kamar mereka hahkan ketika waktu telah menyentuh ke angka tengali malam.

Kaki Star yang terlipat dan berlutut di lantai, mulai terasa mati rasa. Derai air mata yang tersisa jejaknya, ia usap—meski percuma, sebab bulir

bening baru akan kembali hadir membasahi pipinya.

Sementara tidak jauh dari tubuhnya, Rigel terlihat menyandarkan kepalanya ke sofa, keadaannya sangat jauh dari kata baik-baik saja. Darah di pelipis, hidung, sudut bibir, menghiasi nyaris seluruh permukaan wajahnya. Paras tampan yang selalu dipuja oleh banyak orang itu, kini bentuknya sudah ditempati oleh banyak sobekan luka. Ada yang masih basah, ada pula yang sudah mulai mengering. Semua luka itu menandaskan bagaimana brutalnya Jayden menghajar Rigel yang pasrah dan tidak sedikit pun memberi perlawanan. Jika Jason tidak mencegah ayahnya untuk melemparkan botol wine, mungkin sekarang dia sudah terdampar di ruang ICU Kendati begitu, Rigel tidak tampak terganggu dengan semua luka itu. Tidak ada ringisan. Pun dengan protesan Padahal ayahnya sudah seperti orang kesetanan memukulinya.

Namun, mengapa dia terlihat sangat menderita? Matanya terpejam, tetapi Star tahu dia tidak tidur. Jakunnya turun naik, sesekali dahinya mengkerut samar, seolah dia memikirkan sesuatu yang amat sangat berat. Ia lebih berharap dia memprotes semua luka itu, mengumpat seperti biasa saat dibuat babak belur seperti ini. Tidak diam terpaku dengan pikiran melayang ke mana-mana

### clarifagani

Dengan jemari bergetar ragu, Star coba menyentuh robek kecil di pelipisnya –turun mengusap darah di batang hidungnya yang tampak mengerikan. Rigel tetap tidak bergerak, masih di posisi yang sama dan membiarkan jemari Star menyusuri wajah penuh luka itu.

Kenapa dia harus terlihat menderita, jika semua luka ini tidak sama

sekali menyakatinya?!

"Sakit?" Star bertanya pelan, memastikan. Sesekali, ia melirik ke arah pintu kamar orang tuanya, sebelum beralih pada Riger lagi. "Kak, kita pulang saja ya? Biar aku bantu obati dulu lukamu. Sepertinya Mania sama Papa nggak akan keluar dari kamar Setelah tenang, nanti ... kita coba bicara lagi

sama mereka."

Seperti ada tinjuan tak kasat mata, kata-katanya sendiri terasa menyesakkan dada. Bagaimana caranya ia memperbaiki kekusutan ini? Ia sudah tidak dianggap anak lagi di keluarga ini. Bahkan nama besar Keluarga Xander pun akan segera ditanggalkan di belakang namanya. Tidak ada lagi Star Galexia Alexander Di sini, ia hanya sebagai peminjam nama dari anak kandung mereka yang telah tiada. Keduanya sudah benar-benar murka. Entah seperti apa bentuk dari kata maaf itu Jauh, seolah tidak akan sanggup Star sentuh. Dan seseorang yang selama ini ia perjuangkan pun, tidak sama sekali memberikannya respona. Di sisinya, ia seperti bayangan yang tak terlihat. Rigel tidak sama sekali menyahuti, tetap bergeming bersama duntanya yang tidak terjangkau.

"Kak...." Ia berdeham - mencangkul pita suaranya yang habis seraya membelai pelan pipinya, "Atau, mau aku panggilkan Dokter? Luka kamu

benar-benar parah. Aku takut malah infeksi nanti."

"Star, apa benar kamu mencintaiku sebesar itu?" sepasang matanya

mas.h terpejam, suaranya terdengar sangat parau.

Star terdiam, cukup lama, tanpa mengalihkan pandangannya dari Paras lelaki yang sudah bersamanya nyaris seumur hidup. "Kamu tahu apa Jawabannya."

Perlahan, netra coklat itu terbuka—sayu—menatap tepat ke dalam <sup>mani</sup>k mata Star "Apa kamu bahagia dengan keadaan kita sekarang? Kita

sudah duzunkan menikah, apa ini yang kamu inginkan?"

Mering s, rasanya hati Star terpecah-belah saat mendengar lontaran pertanyaannya. Sungguh, ia merasa hancur dengan keputusan Ayahnya. Ia tidak tahu apakah harus hahagia di atas penderitaan semua orang? Pun, ia tahu, sekarang ia benar-benar terluka. Tangis pulu ibunya masah terngiang jelas di telinga.

"Aku ingm bersamamu. Dari dula sampai sekarang, tidak pernah berubah." Dia meyakinkan dirunya sendiri, sekali lagi ingin berusaha.

#### addected

"Mengapa harus tidak bahagia, bukankah ini yang selama bertahun-tahun kita perjuangkan?"

"Kıta...?" Rigel melepaskan tangan Star dari wajahnya. "Apa kamu serius mengatakannya? Kamu masih percaya kita akan bahagia jika kita bersama?"

Star membuang muka, tidak sanggup menatap netra Rigel yang tidak lagi dikenalinya. Sorot itu sudah sangat berubah. Tidak ada binar apa pun kecuali kehancuran yang begitu kentara.

Star mengusap air matanya dengan kasar, lantas mengangguk yakin "Sudah sejauh ini, aku tidak bisa mundur lagi. Aku menginginkanmu. Aku

mene ntaumi, dan aku ingin bersamamu!"

"Star " Rigel menegakkan duduknya, benar-benar kehabisan kata. "Apa kamu Star yang kukenal? Sungguh, aku hampir tidak mengenalimu

sekarang."

Dia kembali menatap Rigel, kedua tangannya terkepal, "Apa kamu juga masih lelaki yang kukenal selama puluhan tahun?" la menggeleng, "kita semua berubah. Aku, maupun kamu!" seraya mengentakkan telunjuknya kedada Rigel. 'Aku akan berusaha mengembalikan semuanya seperti dalu. Dan aku yakin, kita masih bisa bahagia. London membutuhkan orang tua utuh. Aku ingin anak kita berada di bawah perlindungan kita berdua. Persetan dengan Seal"

"Starl" Tidak terlalu tinggi, tetapi sentakkan itu cukup membuat hati

Star tercubit sakit.

'Aku lelah, Kak, harus terus mengalah! Aku lelah harus terus merasa terasing gara-gara dia!" Star memekik putus asa, "Sekarang, dia sudah pergibersama Rafel. Kamu ditinggalkan seperti sampah di sini. Apa kamu masih menginginkan dia jadi istrimu? Dia sekasar itu memperlakukanmu, mengapa kamu masih tidak bisa juga merelakan dia pergi?"

"Star..."

"Dan satu hal lagt yang tidak pernah berubah. Aku masth ingin bersamamu, dan kamu janji akan menuruti semua keinginanku. Kita-Kak...'" Ia tercekat, ketika Rigel meraih tangannya dengan kasar dan menyeret tubuhnya ke luar dari rumah.

"Kak, kamu menyakiti pergelangan tanganku" Star berusaha

menyejajarkan langkah, meringis pelan tanpa alas kaki.

Raut Rigel menggelap, terlihat begitu menyeramkan. Dia tidak mengacuhkan protesan Star, seolah tubuhnya cuma benda mati yang dia seret sesuka hati

"Kak, kita mau ke mana?"

Rigel membuka pintu mobil dan mendorong tubuh Star agar cepat masuk ke dalam. "Memberikan apa yang kamu mau!"

### classagans

Star masih menahan pintu mobil, matanya mengerjap panik. "Ap-apa?"
"Bukankah kamu ingin memulai semuanya dari awal? Kamu ingin aku yang dulu, bukan?" Dia berkata tanpa nada, menatap Star lekat lekat. "Aku ... akan melepaskan Sca. dan akan kutunjukkan seperti apa Rigel sebelumnya—sesual keinginanmu!" tandasnya.

Star menge, jap. Rigel membanting pintu mobil dan menyusulnya masuk ke dalam sebelum ta sanggup menyahuti ucapan tajamnya. Seharusnya Star

senang, tapi, sungguh, ia benar benar takut sekarang.

Sepanjang perjalanan, Rigel bungkam. Tangannya mencengkeram setir kemudi begitu keras hingga urat-uratnya muncul di permukaan kulitnya. Mobil keluar dari gerbang, dipacu dan melesat secepat kilat. Beruntung jalanan amat lengang mengingat waktu sudah menunjukkan ke angka setengah satu malam.

"Ini ... bukan arah ke spartemen, kan?" Star mengamati jalanan yang

mahii dengan detak bertalnan nyaring.

Tidak ada jawaban. Mata Rigel masih fokus ke depan. Dan sekutar dua puluh menit, mobil baru berhenti di depan lobi hotel yang dulu pernah menjadi akhir dari hubungan mereka

"Turun," Rigel keluai lebih didu, memesan kamar dan melakukan pembayaran, dukuti oleh Star di belakang. Dia meminta beberapa helai tisu pada petugas resepsionis—mengusap wasalunya secara kasar, kemudian meremas tisu penuh darah itu dan melemparkan ke tempat sampah.

"Anda - perlu obat, Tuan Xander? Atau, man kamu panggilkan Dokter?"

Dua perempuan yang bertugas itu meringis ngeri. "Jika Anda..."

Rigel menggeleng kecil memotong ucapannya. Ia kembali mengambil kartu debitnya dan berlalu dari sana bersamaan dengan Star yang tidak bisa menutapi kegelisahannya. Potongan gambaran maksud kedatangan mereka berdua ke sini berkelibatan dalam benak, walau berusaha ia enyahkan

"Kak, untuk apa kita ke sini?"

Nol respons. Ketukan tegas suara langkah Rigel bahkan sanggup membuat bulu kuduk meremang. Rambutnya basah oleh keringat dan tebagiannya telah berantakan di dahi. Luka robek masih menyebar di wajannya—membuat beberapa perempuan berpakaian seksi yang saling berpapasan di lift, melutik dan berbisik bisik Kagum, tetapi juga bingung.

Melihat tatapan memuja itu. Star mendekati Rigel dan menegatkan tubuhnya untuk menegaskan bahwa di sini ialah pemiliknya Benar. Tidak ada alasan apa pun yang bisa membuatnya menyingkir dari sisi Rigel. Menuntai dia adalah hal paling benar yang bisa dilakukan—di tengah kehancuran yang terjadi sekarang.

Keduanya memasuki lift, berxisian, tetapi entah mengapa serasa

#### addicted

berjauhan.

Kepalanya telah diisi oleh rangkaian kusut kisah yang tidak bisa lagi diuraikan. Denting lift terbuka, membuat jantung 5tar berdenyut semakin cepat. Setiap langkah yang dihela telah membawa mereka ke depan pintu bernomor sama, pun dengan ingatan kelam masa lalu keduanya yang mulai bergulir kencang di kepala.

Star sempat membeku beberapa saat, sebelum Rigel meraih tangannya dan menariknya masukke dalam kamar disusulentakkan pintuyang ditutupnya ring

Berdua, mereka saling berhadapan.

Star memundurkan satu langkah ke belakang, mengedarkan pandangan ke sekehling ruangan yang sangat tidak asing baginya. "Kak, apa ini?"

"Kamu sangat ingin singgah pada kehidupan masa lalu kita, kan?"

Star menelan sahva susah payah, menunggu Rigel menyelesaikan

kalımatnya.

"Iunggu apa? Buka bajumu. Atau, apa perlu aku yang bantu?" Rigel tidak mengahhkan pandangan ke arah mana pun, kecuali pada Star yang pernah menjadi salah satu rekam jejak kegilaannya. Tangannya satu per satu melepaskan kancing kemeja, melemparkan secara sembarang ke lantai

Tubuh yang nyaris sempurna itu terlihat kokoh, menjulang tinggi di

hadapannya dengan banyak luka lebam di beberapa bagian.

"Kenapa diam? Bukankah dulu kamu melakukannya dengan suka rela?"

Seketika, pandangan Star mengabur dan kehilangan arah. Lidahnya kelu, dan sialnya matanya mulai berair yang huru-buru diusapnya agar segera enyah. Ia tidak boleh menangis. Seharusnya ini momen yang membahagiakan. Ia tidak boleh menangis. Mungkin Rigel tidak bermaksud menyakitinya dengan perkataan ita. Mungkin dia hanya sedang emosi.

"Biarkan ... hiarkan aku obati dulu lukamu." Star hendak beralan menjauh, langsung dicekal pergelangan tangannya dan ditarik kembali agar

tetap di tempat.

"Tidak perlu. Aku hanya ingin kamu menyentuhku seperti perempuan dewasa lain yang pernah kutiduri."

"Ap-apa...?" Sakit, hati Star benar-benar terasa ngilu mendengarnya.

"Star, kehidupan laluku memang sekotor ini. Kamu juga tahu Dua minggu setelah perpisahan kita, aku menduri dua perempuan sekaligus dalam satu malam. Kamu mencampakkanku, dan ingin aku melupakan semuanya Sudah, Star. Aku melakukannya dengan sangat baik. Dan sekarang, kamu kembali memungutku agar aku menuruti semua keinginanmu, juga sudah. Aku sudah di sini, menjadi apa pun yang kamu inginkan."

Tangan Star terkepal Bibir bagian dalamnya digigit keras keras dan

memilih tetap bungkam.

## clarizayani

"Kenapa diam? Kamu ingin aku yang dulu, kan?" Rigel meraih pipi Star, menangkup satu sisinya. "Kamu sudah bertemu dengan sosok yang ingin kamu lihat Aku sudah di sini, just take off your clothes, DAMN IT!"

"Apa kamu memperlakukan Sea seperti iru?" Star bertanya pelan,

matanya memerah dengan tangan gemetar.

Rigel melepaskan tangannya dari pipi Star, memasukan ke dalam saku celana. "Apa itu penting? Dia sudah bersama dengan Rafel. Mengapa aku harus mengingatnya? Aku membencinya, jangan pernah mengucapkan nama itu! Cukup puaskan aku—seperti perempuan lain yang menginginkanku."

Sar menunduk, tersenyum getir "Ya. Dagus. Akhirriya kamu sadar

kalau Sea nggak pantas berada di dekatmu."

"Bisakah kita tidak membicarakan tentang dia?"

"Tentu" Star mulai menurunkan ritsleting dress-nya, membiarkan helai kain ku jatuh teronggok di lantai, la berjalan mendekati Rigel, menangkup wajahnya dan berjanjit untuk mengecup bibirnya yang terasa dingin.

Seperti patung, Rigel tidak langsung membalas cumannya Jemari Star menyusuri tubuh keras itu, mengusap setiap hisep ototnya dengan lembut

dan teratur.

"I love you, Rei. Lupakan Sea, kita mulai semuanya dari awal lagi." bisiknya di telinga Rigel, seraya menyentuh spot paling pribadinya yang kemudian mengalukan getir tertahan. Ia segera menjauhkan, memilih kembali menangkup wajahnya—terlalu takut akan kenyataan yang kin, begitu menampar.

Rigel tidak menjawah, membungkuk dan membalas ciuman Star setelah cukup lama berperang dengan bayangan menyakitkan kebersamaan Rafei

dan Sea di tempat acara.

ha, milah hidupnya. Dari dulu, ia memang ditakdirkan hidup sekotor mi Saat Star mengakhiri hubungan mereka, ia masih bisa menata hidupnya kembali. Ia masih bisa meniduri perempuan mana pun yang ia man Sea sudah memilih Rafel, dan Star kini telah berada di hadapannya Ia tidak perlu lebih hancur dari mi. Banyak perempuan yang menginginkannya, mengapa harus mengemis pada Sea? Mengapa perempuan itu yang harus membuatnya berantakan nyaris seperti kehilangan seluruh jiwa? Sudah Ia harus berhenti lini sama sekali bukan dirinya. Sea sudah tidak menginginkannya lagi. Ia muak. Ia benci pada Sea. Ia benci harus kembali dihancurkan olehnya.

Rigel menyandarkan tubuh Stor ke pintu, memperdalam pagutan mereka dengan kedua mata yang rapat terpejam. Tidak ada kelembutan, dia melakukan dengan sangat kasar. Star berusaha melingkarkan tangan di lehernya, menyalurkan rasa rindunya pada sentuhan Rigel yang telah lama hilang. Deru napas mereka saling bersahutan, jemari Star meremas rambut

#### additted

cokiat Rigel yang terasa halus menyapu setiap ruasnya.

Sebelum selang beberapa detik, rasa asın yang begitu menguasat dırasakan ındra pengecapnya. Pagutan panas itu berhenti. Terlepas. Diiringi desah napas Rigel yang menderu putus asa. Kembali, lelaki itu menangis di hadapannya—dan ia tahu, air mata itu ditnjukan untuk siapa. Masih orang yang sama—yang baru saja dikatakan sangat dibencinya.

"Kenapa berhenti?" kekecewaan terpahat jelas pada raut Star, sambil mengguncang lengan Rigel berulang kali. "Bukankah kamu setuju untuk memulai semuanya dari awal? Kenapa harus menangis? Siapa yang sekarang kamu tangisi?" Dia menjerit histeris, mengusap kasar linangan air matanya

"Demi Tuhan, aku tidak bisa merasakan apu pun, Star. I can't feel anything, but pain!" Rigel menyentak putus asa, bertutut di lantai dan meremas rambutnya. "Aku tidak bisa membayangkan perempuan mana pun, kecuali Sea. Dia memenuhi kepalaku sekarang Tidak peduli seberapa besar aku berusaha, dia tetap tidak bisa kuenyahkan. Aku benar-benar tidak bisa!"

Tej at, Itulah jawaban ketika ia menyentuh milik Rigel beberapa saat lalu. Bukti gairahnya tidak sama sekah menyambutnya. Semua sentuhan yang ia berakan tidak berpengaruh lagi pada tubuh lelaki yang begitu dicintalnya.

"Lakakan seperti dulu, saat kamu berusaha melupakanka Kamu masih bisa berusita dengan perempuan lain setelah kita berpisah, sekarang, mengapa tidak bisa?!"

Benar Sekarang, mengapa tidak bisa? Ia juga tidak tahu kenapa. Bukankah perpisahan seharusnya tidak menyisakan luka separah ini? Bukankah ia selalu menyukai kehidupan seks? Mengapa hasratnya sama sekali tidak bisa ia temui dan serasa telah mati? Belaian halus Star, remasannya, pagutan lembutnya yang bhai, seharusnya sudah cukup mampa membuatnya bergairah.

"Aku sudah herusaha, Star Aku juga tidak ingin dikendalikan oleh siapa pun! Aku tidak ingin dihancurkan oleh seorang Sea, dan tak berdaya seperti mi setelah kepergiannya!"

Star menundurkan langkah, sakit yang tak terdefinisikan menghujam pantungnya keras keras. Semuanya terlalu jelas untuk disangkal sekarang. Perasaan yang selalu ia simpan rapi dan berusaha diabaikan, kini terpampang nyata di hadapannya.

"Sejak kapan, Kak?" nyaris tidak terdengar, Star bertanya.

Rigel mendongak, tidak paham akan pertanyaannya.

"Dari dulu, aku selalu berusaha membutakan perasaan dan logikaku akan apa yang kamu lakukan terhadap Sea. Aku selalu menyangkal apa yang kulihat dan kudengar, ah... mungkin cuma perasaan parnoku saja karena takut kehilangan. Setiap jam, setiap bari, aku meyakinkan dirika sendiri

### classagani

saat aku melihatmu bersamanya—bahwa seorang Rigel tidak akan mungkin menaruh rasa terhadap perempuan seperti dia Tomboy, berantakan dingin, dan tanpa eksprest. Ia menyeka air matanya, membuang muka ke arah lain untuk menetralkan remasan nyeri di ulu hati. "Tapi, aku juga melupakan, storang Rigel tidak akan pernah peduli pada siapa pun kecuali dia sosok yang spesial baginya."

"Star ..."

Bibirmu mengatakan biarkan saja, tidak pedu dipedulikan. Tapi, tubuhmu bergerak menghampiranya. Di taman itu, kamu segera menyusul Sea dan menurunkanka di depan gerbang, padahal semua teman kita sudah menunggumu. Saat dia ditarik masuk ke kolam renang, kamu bendak menolongnya, lalu menyusulnya ke dalam rumah tidak lama setelahnya." Star tersenyum pahit, saat kilas balik ingatan enam tahun lalu satu per satu ia buka. "Kamu sangat panik dan mengkhawatirkannya. Padahal, siapa Sea? Kamu baru saja mengenamya! Dia tidak pernah melihatmu seperti aku. Dia tidak pernah menunjukkan ketertarakan apa pun padamu."

Rigel memejamkan mata, mendengarkan semua ucapan Star yang terdengar paran, la sangat mgat kejadian itu, ta bahkan berbohong pada Sea kalau orang tuanya iah yang menyuruhnya menjemput, walau kenyataannya

udak pernah ada titah seperti itu dari mereka.

"Di pesta ulang tahun kua, kamu membantunya menusangkan sepatu, dan aku tahu *cuke* itu seharusnya kamu benkan padanya jika saja tidak jatub ke lantat. Kamu ikut pergi, setelah Rafel membawa dia ke luar mangan. Kamu ikat mengejar, saat Sea turun dari panggung ketika pipinya dibasahi oleh air mata. Kamu berperang dingin dengan Rafel di atas meja karena. kamu cemburu buta atas kehadirannya. Dan kamu juga...," Star menjeda, "... kamu juga meninggalkanku di acara spesial kita dan memilih menemani dia. Kallan menghabiskan malam berdua, padahai aku mencemaskanmu seperti akan gua!"

Rigel mengerjap, benar-benar tidak menyangka Stat masih mengingat semus detail yang telah dilalui mereka di masa lalu. Ia pikir dia tidak pernah tahu, karena ia sendiri pun tidak sadar kalau Sea telah membuatnya kelabakan sampai separah itu.

"Kamu selalu mencari cara untuk mengambil perhatiannya. Kamu selahi tertawa diam-diam pada apa pun yang dilakukan Sea. Bahkan hal kecil sekalipun. Aku tahu itu, Kak! Aku tahu, dari dulu kamu memang sudah menaruh rasa padanya!"

Rigel tidak menyangkal, sebab apa yang dikatakan Star semuanya adalah kebenaran.

\*Puncaknya malam itu Saat kamu menggendong Sea dan

### addicted

memmdahkannya ke kamarnya," notuk kesekian kalinya, Star menyeka air matanya. "Apa yang kamu lakukan di dalam sana? Apa yang kamu lakukan setelah menyelimuti Sea?"

Rigel membulatkan mata, mendongak dan menatapnya dengan tak

percaya. "Kamu ... melihatnya?"

"Bodoh, bukan?" Ia tertawa hambar, diselingi isak tertahan. "Kamu memang tidak pernah tidur dengan siapa pun. Kamu tidak pernah membagi tubuhmu dengan percimpuan mana pun saat kita berhubungan. Tapi, kamu membagi hatunu! Hatimu tidak pernah benar-benar utuh untukku!"

"Aku berusaha mundur, aku melepasmu. Tapi, aku tidak bisa terima harus kalah oleh perempuan seperti dia. Aku benci mengakui kalau hatimu tidak lagi terarah padaku karena Sea!" tangis Star pecah, ia tergugu menyedihkan. "Aku masih mencuntamu sama besar, tapi kamu memberinya tempat Jauh lebih banyak hingga tidak menyisakan sedikit pun ruang! Sebenarnya, siapa yang selingkuh dari awai? Kalian berdua lah yang saling menyimpan rasa, tanpa memedulikanku kalau aku sangat terluka."

"Star, aku harus seperti apa agar kamu melepaskanku?!" Rigel menatapnya, penuh permohonan. "Tolong, lepaskan aku. Kita tidak akan pernah bisa bahagia jika tetap dipaksakan. Hatiku ... telah terisi penuh oleh Sea, Aku tidak bisa jika tanpa dia, aku tidak bisa membayangkan harus hidup lebih lama tanpa kehadirannya! Sampai kapan kita hidup dalam lingkaran

actan int?"

Tercekat, susah payah Star membasahi tenggorokan. Matanya tertuju pada Rigel—yang berlutut di lantai memohon dilepaskan.

"Aku minta maaf untuk semuanya. Aku minta maaf telah membuatmu terluka. Tapi ... aku mencintai Sea Aku benar-benar mencintainya, Star!" Kata-kata yang selalu kesulitan diutarakan, kini akhirnya tersampaikan "Aku akan bertanggung jawab pada anak kita. Apa pun yang kamu butuhkan, akan kupenuhi. Tapi kembah padamu, maaf, aku tidak bisa. Aku ingin Sea lah yang menjadi rumahku untuk pulang. Aku ingin dia lah yang memberiku ketenangan."

Dulu, Rigel selalu tidak memiliki keberanian ia takut ia takut kalaurasa cinta ini akan membunuhnya perlahan. Dan benar, perasaannya memang menjadi gelungan ombak yang membawanya ke bagian palung terdalam, sampai tak mampu lagi untuk kembali ke permukaan. Sea menyeramkan.

Sungguh.

"Aku sudah tahu, kalau aku akan tetap kalah darinya. Kupikir jika aku sedikit lebih keras lagi berusaha memperbaiki, mungkin kita akan kembali baik-baik saja." Star menyunggingkan senyum getir, wajahnya kian memucat.

"Kamu pantas bahagia, Star Aku yakin kamu akan menemut bahagiamu

### clarifayani

di luar sana, hanya sasa ... bukan di sisiku. Kebersamaan kita hanya akan

saling memberikan luka, bahkan jauh lebih parah dari ini."

Star menekan matanya, kepalanya terasa begitu sakit. Semua pengakuan di sungguh mencabik-cabik seluruh rasa yang ia punya. Kehancuran hidupnya benar-benar berada di titik sempurna. Dan benar kata Sea, bahwa dana tidak akan setamanya berada di hawah kendalinya. Sebab kini, ia telah kalah dan ditenggelamkan. Ia lah yang berada di dasar tak ubahnya seperti sebuah pijakan.

"Int kamar yang dulu aku pesan," Star menggumam, melarikan

pandangan getir.

'Iya, di sim kamu memutuskan hubungan terlarang itu. Di sini kamu ngin semuanya berakhir, dan mengatakan tidak ingin mengecewakan kedua orang tua kita." Ia menatap Star, yang memilih memalingkan wajahnya ke luar endela "Di sini, Star, seharusnya kita benar-benar mengakhiri semuanya tanpa acara hadiah selamat tinggal."

Star kembali mengusap pipinya yang sembah saat tetes demi totos air mata kembali jatuh. Bayangan wajah kedua orang tuanya yang amat sangat

kecewa terhadapnya seperti ada di depan mata.

"Manikan aku. Duri hatiku yang pahing dalam, tolong sampaikan permintaan maaiku pada mereka. Dan terima kasih. Terima kasih sudah merawatku sampai sebesar ini. Aku ... aku sangat menyayangi Papa dan Mama." Ia herlutut, mengambil dress-nyu yang terunggok di lantai dan mengenakannya. Sudah. Ia tidak sanggup lagi harus berpura-pura bahwa ia baik-haik saja dengan keadaan mereka sekarang. Sudah waktunya bahwa akhir dari kisah Rigel dan Star memang sebatas ucapan selamat tinggal.

Tanpa kata perpisahan yang benar, Star berbalik—menghela langkalinya ke depan. Pun dengan Rigel, yang tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun

suara-kecuah menatap punggungnya yang kian menjauhi ruangan.

\*\*\*

Keheningan memeluk mereka berdua. Tidak ada yang bersuara sedari

tadi Sea memilih memalingkan wajahnya ke luar jendela mobil.

"Maaf, jika semput membuatmu dipandang rendah oleh mereka. Aku hanya kesal pada keluarga biadab itu!" Rafel akhirnya membuka suara, mengusap pelan punggung tangan Sea yang berada di pangkuan, "Secepatnya, aku akan mengurus segala proses perceraian kalian. Jangan mengkhawatirkan apa pun sekarang. Pipimu yang kemarin sempat chubby, jadi kembali menyusut lagi sekarang."

Sea menoleh, mengangguk pelan. "Terima kasih, Kak."

Besok, man ikut nggak jenguk Mama? Dua atau tiga hari ke depan,

### adduted

mungkin aku harus ke hiar kota." Ia mengusap rambut Sea, sedikit mengacaknya, "Jika memerlukan apa pun, kamu bisa meneleponku kapan saja."

Anggukan, adalah jawaban yang kembali diberikan Sea. "Biar aku yang membelikan bunganya"

"Tidak usah. Aku saja."

"Bunga itu dariku untuk Mama."

Rafel mengembuskan napas pelan, lantas mengangguk. "Ya sudah."

Sea membuka handle pintu, saat mobil telah sampai tepat di depan gerbang mimah model minimalis keluarga Tomy

"Aku masuk. Malam, Kak,"

Tangan Sea ditahan, sebelum dia keluar Tarapan Rafel terhisat serius, beralih pada pipinya dan menangkupnya

"Are you okay?"

"Akan baik-baik aja."

"Kamu .. mencintai si brengsek itu," berat, Rafel mengatakannya. "Ini menyakitkan, Sea Seharusnya kamu tidak memperlihatkan padaku begitu jelas,"

Sea memil h diam

Ponsel Rafel herbunyi, wajahnya berkali lipat mengeruh saat dia menatap layarnya. Dia menjauhkan tubuhnya dari Sea ketika melihat siapa yang berada di ujung sana.

"Orangku sedang mengejar dalang di balik kebakaran itu." Dia berbitara dingin, menolak panggilannya. "Apa kamu masih ingat dua pekerja di villa

kuta?"

Sea mengernyit, lalu matanya membulat terkejut ketika ingat apa yang dimaksudnya. "Tidak mungkin kalau liik—"

"Bukan Tapi, keponakannya yang dulu berusia sepuluh tahun. Dua orang itu sudah diamankan, tetapi keponakannya masih dalam masa

pengejaran."

"Perempuan...? Bagaimano bisa kalian tahu kalau dia yang melakukannya?" Sea menegakkan duduknya, mulai gelisah Ia ingat keponakan dua pekerjanya yang dimaksud Rafel itu terakhir kali ia bertemu hanya seorang bocah perempuan yang polos.

"Dari CCTV Villa di seberang keta yang menyorot tepat ke pintu dapur

Polisi melewatkannya saat dulu menyelidiki kebakaran itu."

"Mungkin saya—"

"Yang memiliki kunci dapur cuma dua pekerja itu, Sea" Rafei naik pitam, bahkan hanya membayangkan kejadiannya. "Anak itu masuk ke villa lewat gerbang dapur selang beberapa menit kamu keluat. Dan kedua orang itu, sudah mengakuinya. Tapi, sialnya, si keparat kecil itu malah melarikan diri entah ke manai\* Rafel memukul dasbor mobil "Akan kupastikan dia mendapat ganjaran paling setimpal"

"Kak..." Sea selalu takut ketika dia mulai menggila. "Sampai kapan kalian akan hidup dengan kebencian ini" Apa kamu pikir Mama akan bangga padamu melihat anaknya membalaskan dendam dengan cara yang kep?"

"Semua kesalahpahaman ini, semua penderitaan keluarga kita, bermula dari ketiga manusia sampah itu! Tidak ada alasan apa pun yang bisa menghentikanku untuk menyeret anak itu sampai mau mengakuinya Da juga harus berlutut meminta maaf padamu. Akan kubiarkan mereka membusuk d. penjara sampai tidak bisa merangkak keluar dari sana."

"Kak, kamu---"

Rafel menggeleng, menangkup wajah Sea, "Sst... Don't say anything, sweety. Aku cuma ingin membersihkan namamu, dan membalaskan semua kesakiten ibuku Jangan mencegahku. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya."

Sea membisu, melihat kilat amarah terlihat jelas pada sepasang matanya. "Sekarang, katnu istirahat Besok pagi aku ada meeting dengan klien, ladi, kemungkinan agak siangan aku jemput kamu."

Sea mengembuskan napas pelan, dan kehiar dari mobil untuk menenangkan diri dari segala kerumitan yang terjadi.

999

Mata para karyawan terpaku pada sosok tinggi yang datang ke kantor dengan penampilan tidak biasa. Baru kali ini mereka melihat Rigel mengenakan pakaian kasual selain kemeja formal beserta jas mahalnya saat berada di area kerjaan. Rambutnya yang biasa ditata rapi ke atau dengan gel, kini dihiarkan berantakan dan tak beraturan.

Jins panjang, sepatu Air Jordan, kaus putih polos, dipadukan dengan jaket kulit warna hitam. Ditambah lagi dengan seluruh lebam di wajahnya yang menyempurnakan penampilannya.

"Pa-pagi, Pak. Anda batk-batk saja?" Pertanyaan yang sama, nyaris

keluar dari seluruh bibir yang berpapasan dengannya.

Gelengan samat adalah jawaban yang diberikannya pada seluruh bawahan. Pembawaannya yang biasanya terlihat tegas dan berwibawa, kim tampak begitu dingan dan tak tersentuh. Tidak ada sepatah kata pun suara yang keluar dari biburnya, padahal entah berapa orang yang menyapanya, dengan sopan sepanjang perjalanan.

Sekretarisnya tidak bisa menutupi rasa terkejutnya saat Rigel keluar dari lift dan melewati mejanya. Ia berdiri, sempat terpaku per sekian detik sebelum membuntutnya dari belakang.

"Maaf, pagi Pak. Apakah Anda perlu Dokter? Luka Anda terlihat sangat parah."

"Bukan waktunya mengkhawatirkan keadaanku," tukas Rigel

memberinya peringatan. "Apa saja jadwalku hari ini?"

"Oh, i-iya... Maaf, Pak. Sebentar, saya ambilkan dulu catatannya."

Rigel masuk ke dalam ruangan kebesarannya, menghempaskan tubuhnya ke atas kursi. Sesekali, ia menekan batang hidungnya yang terasa berdenyut, padahal semalam 1a baik baik saja.

"Permisi, Pak," Sekretarisnya mengetuk singkat, lantas masuk ke dalam

ruangan setelah dipersilakan, "Jadwal Anda hari---"

Belum selesai dia membacakan, Rigel menutup mulutnya dan berlarian

cepat ke kamar mandı.

"Fuck!" Ia mengumpat kesal, ketika lagi lagi rasa mual melanda. Di depan cermin wastatel, ia memegang perutnya dengan wajali yang terlihat pucat.

"Astaga, Anda baik-baik--"

Rigel mengibaskan tangan, agar berhenti menanyakan keadaannya dan menyuruh sekretaris itu untuk melanjutkan. Selang sepuluh menit, informasi dan semua dokumen yang perlu ditangani telah menumpuk di liadapannya

"Maaf, Pak, ini ada surat ontuk Anda. Satu dari bagian HRD un, dari Ibu Sea Dan satu lagi, kutu yang mengantarkannya." Dia meletakkan tepat di depan Rigel, lalu membungkuk sopan dan segera berlalu dari sana melihat auranya telah berubah semakin kelam.

Membisu, Rigel menatap kedua surat itu dengan hati remuk redam. Surat pertama adalah Surat Pengunduran Diri Sea. Dan yang kedua. adalah Surat Gugatan Cerai yang dilayangkan olehnya ke Pengadilan Negeri Jakarta.

Dengan tangan bergetar, tanpa pikir panjang Rigel menyobek bersamaan kedua kertas itu. Hatmya berdentam sakit, amarahnya tidak lagi terkendali. la meremasnya, melemparkan sekuat tenaga kertas sialan itu hingga menjadi satu bagian dan kembah berhamburan di lantai.

"ANJING!" teriaknya, menutup wajahnya dengan kedua tangan dan memukul meja hingga kacanya terbelah jadi dua "SEA, KENAPA KAMU MELAKUKAN INI?! KENAPA!" tinjuan mendarat berulang kali hingga

buku jemarinya tergores parah dan mengeluarkan darah segar.

Dadanya turun naik, napasnya memburu cepat dengan nyen yang sudah tak teraba di mana letak pastinya. Ia merogoh ponselnya, menghubung. seseorang. Dalam nada sambung kedua, panggilan langsung diangkat

"Di mana dia sekarang?"

"Sudah saya kırımk<mark>an fotonya ke ponsel Anda. D</mark>lambil satu menit yang

Rigel mematikan sambungan, langsung menggulir layar ponsel dan diarahkan pada foto yang baru saja dikirim oleh orang bayarannya. Di sana, ada Rafel dan Sea yang sedang memasuki mobil. Sea mendekap satu buket besar bunga lily, persis seperti yang semalam Rafel bawakan ke tempat acara

Seperti kobaran api yang disiram bensin, kemarahan Rige, semakin

menjalar ke mana-mana.

Aps perlu kami ikuti?

Dengan tangan bergetar dilahap emosi, Rugel mengetikkan balasan. Tidak perlu. Tunggu, dan jalankan sesuai rencana awali

---

"Mandi, istirahat. Besok pagi, aku harus ke luar kota. Kamu jangan telat makan." Pesan Rafel pada Sea di depan gerbang kediaman setelah sampai dan pemakaman ibunya pada pukul delapan malam.

"Iya, Kak,"

"Bye," usapan lembut di rambutnya Rafel sematkan sebelum memasuki mobil dan melajukan

Sea mendesah pelan, menepuk dadanya sendiri yang terasa berat setiap Kal. selesui mengunjungi peristirahatan terakhir ibunya. Setelah cukup tenang, ia berbalik dan membuka gembok pintu gerbang. Setiap penghuni memiliki masing-masing satu kunci cadangan untuk mempermudah

Baru berhasil dibuka, hanya selang beberapa detik, tubuhnya telah

lunglai, disusul oleh kegelapan yang telah menelan seluruh kesadaran

\*\*\*

Sea menggehat gelisah, tetapi tubuhnya tidak bisa lebih leluasa bergerak saat ada tah erat yang mengikat kaki dan tangannya. Pun dengan matanya yang ditutup oleh kam hitam.

la berteriak, tetapi mulutnya pun tersumpal. Cuma gumaman tidak

jelas yang keluar dari bibirnya dan rontaan putus asa

"Sit..., satt... tenang, Sayang. Ada aku di sini." Embusan panas napasnya menerpa kulit pipi, disusul kecupan-kecupan kecil di rahangnya. "Aku sangat merindukanmu, Sea. Rasanya aku akan gila!"

"We-pas kan!" Kakinya menendang-nendang, mendengar suara yang begitu dihapalnya tepat berada di sampingnya. Kegelapan yang semula

mengnari, perlahan dibuka. Diikuti oleh ikatan di mulutnya.

"Hai, Seyaku..." Dia tersenyum—seperti seringa: licik yang mengerikan.
"RIGEL, KAMU GILA! DASAR BRENGSEK!!" umpatan pertama

setelah tali itu dilepaskan meluncur deras. "SIALAN! LEPAS—"

Tidak menunggu lama, Rigel bergerak naik ke atas tubuhnya dan menangkup wajahnya. Dengan keras, ia menyatukan bibir mereka,

mengisapnya dalam-dalam sampai keduanya kehabisan napas.

Sungguh, andai 5ca punya kekuatan lebih, tamparan berkali kali pasti telah mendarat di pipinya sekarang. Ia memalingkan wajahnya ke samping, hanya berselang beberapa detik sebelum kembali dihadapkan dan diisapnya sampai napas keduanya tersengal kasar.

"Rei, apa kamu gila? Lepaskan!"

Rigel melepaskan, tetapi jaraknya tidak lebih dari tiga senti dari wajah Sea "Aku tidak memiliki pilihan lain. Sayang Kamu memaksaku untuk melakukan cara yang paling kotor ini sekarang."

Sea mengepalkan tangan, wajahnya memerah.

Rigel tersenyum, membelai pipinya dengan sangat lembut dan menggoda. "Kamu mau tahu, apa yang sering sekali aku pikirkan tentangmu dulu?"

Sea menyorotkan tatapan murka. sesekali memalingkan wajahnya.

"Bagaimana rasanya bercinta denganmu Bagaimana suara desahaminu ketika berada di bawah kuasaku." Dia tersenyum miring, layaknya Iblis. "Gila, bukan? You tell me, stapa yang memulai semuanya? Kamu sengaja bersikap dingin agar aku penasaran, kan?"

Tidak mendapat jawaban, Rigel mengusap kasar wajahnya.

"Sialnya, kamu berhasil melakukannya. Aku sangat membencimu, sungguhi Memang seharusnya aku menembak kepalamu dengan anak panahku saat itu. Mungkin ... aku tidak akan segila ini, dan seorang bea nggak akan pernah jadi perempuan yang menyakitiku sampai separah mil"

"KAMU GILA! KAMU SUDAH TIDAK WARAS!"

"Memang! Aku sudah tidak waras! Tidak akan ada orang waras yang menculik istrinya sendiri sepertiku." la mengambil napas, kembali memberinya kecupan lembut. "Dan sekarang, apa kamu bisa merasakan, Rigel junior sudah menyambutmu."

Sea berusaha memiringkan tubuhnya, saat bukti gairah Rigel terasa

Jelas di atas perutnya.

"Lucu, mengapa perempuan sepertimu yang harus membuatnya tunduk? Dia tidak lagi seliar dulu. Dia sudah tahu dimana rumahnya tanpa sudi lagi mencari rumah baru." Rigel menatap Sea, begitu lekat dan dalam "Aku ingin kamu. Dan aku tidak akan pernah melepasmu, kecuah kahan berhasil melangkahi mayatku!"



#### Flashback

Nyaris tengah malam semua kegiatan belajar baru saja usai. Memang sedari tadi, sepertinya Rigel sendiri lah yang masih terjaga. Sementara Seadan Star sudah terlelap nyenyak.

Hatt-hatt, Rigel menutup pintu - memastikan Star tidak terusik di alam

tidurnya saat 12 meninggalkan kamar untuk memindahkan Sea.

Melangkah perlahan bersama Sea yang tengah terlelap di gendongan, Rigel menurum anak tangga dan menyusuri ruangan yang temaram. Semua lampu terang telah digantikan dengan yang lebih kecil di setiap sudut. Setiap kali Sea bergerak, Rigel akan menghentikan langkah, begitu terus sampai lotong penghubung antara rumah utama dan tempat tinggal khusus pelayan dilahi

Setibanya di sana, beruntung semua pintu kamar pelayan lain pun telah tertutup rapat sehingga tidak perlu ada keributan tidak penting saat ia membawa Sea kembali ke kamarnya. Entah kebodohan apa yang sekarang tengah ia lakukan. Bahkan ta malu pada egonya yang melesak turun nyaris menyentuh lantai. Sial!

Dengan susah payah, Rigel menyandarkan tubuh Sea ke dadanya dan menahan menggunakan satu tangan, sedang tangan yang lain ia gunakan untuk membuka pintu kamar "Lo harus bilang makasih sama gue besok, Ut!"

Entah Sea yang terlalu pulas, atau Rigel yang bekerja teramat keras agar tidak memmbulkan suara, dengkuran halus Sea terdengar teratur dan tidak tampak terganggu saat tubuh langsingnya telah berhasil diletakkan di atas kasur berukuran sedang itu.

"Bangun, ngeselin Pas tidur, malah nyusahin!" sekali lagi, Rigel

mendumal seraya berusaha menarik selimut di bawah tubuhnya.

Belum sempat diselimuti, tangannya berhenti bergerak—tiba-tiba menyentih kaki Sea yang terlihat membiru dan di tepian lebam itu tampak agak kehitaman. Rautnya tidak bisa menutupi rasa terkejut, ia lantas menaikkan secara hati-hati celana training yang dikenakan Sea sampai betis untuk mengecek luka lain yang mungkin masih ada. Pun dengan kaus longgarnya yang ia singkap ke atas sampai dada. Ia sudah tidak peduli lagi jika Sea akan menangkap basah dan menganggapnya cabul gara gara ini.

Untungnya, tidak ada leham baru di sana. Semuanya hanya bekas hika lama yang sampai hari ini belum pudar juga. Embusan napas lega terurai, setidaknya tubuh ceking ini tidak lagi disakiti oleh siapa pun kecuali satu

lebam di kakinya.

Rigel menatup wajah berekspresi dingin itu lekat-lekat, cukup lama, sebelum matanya kembali beralih lagi mengamati lebam di kaki Sea. Tanpa sadar, ia mulai mengelus warna kebiruan itu dengan ibu jarmya sambil bertanya tanya, mengapa dia sering sekali mendapatkan lebam di tubuhnya? Tidak mungkin hanya karena latihan Taekwondo dengan Rion Sementara dari yang ia perhatikan setiap hari, Sea lah yang selalu memenangkan pertarungan mereka di akhir.

Rigel mengernyit, ketika genderang nyaring memenuhi rongga dada. Seperti ada desiran gila yang mengalirkan sengatan aneh ketika jemannya

bersentuhan dengan kubt Ses. Demi Tuhan, ini cuma kaki!

Usapan lembut, jadi belaian menegangkan saat kulit mereka saling bergesekan, la mulai deg-degan dan merasa kehilangan kewarasan saat kepalanya menunduk dan menyematkan kecupan lama di lebam itu. Mungkin untuk mengobati, atau mungkin juga karena ia mulai horni.

"Sakit ya?" Dua kalimat yang membuat Rigel merinding sendiri mendengarnya Segera, ia meletakkan kembali kaki Sea dan buru-buru

bangkit dari kasur.

Astaga. ia baru saja mencium kaki seorang pembantu! Ka to the fucking Kil Puck! Ia butuh Dokter Jiwa sekarang juga.

Berapa puluh kali ia melihat tubuh telanjang perempuan, dan hanya karena sentuhan pada kaki ia merasa panas dingin. Kaki astaga kaki!

"Gue ngapain. , gue ngapain, Anjing!" Rigel mengatur napas, menepuk

dadanya sendiri yang bergemuruh cepat.

Erangan Sea membuat tubuh Rigel seketika membeku, memerhatikan wajahnya yang tertutupi oleh sebagian helai rambut dengan mulut sedikit terbuka. Sepertinya dia memiliki hari yang melelahkan. Ada sekitar ama menit ia seperti orang bodoh, berdiri di tempat yang sama—cuma menatapnya dalam diam dan memastikan Sea benar benar telah terlelap

ptilas.

Semakin diperhatikan, semakin ia ingin mendekat ke arahnya dan mengusap kerutan samar di dahi Sea yang kini tercipta. Napasnya kadang tersengal, lalu teratur kembali dengan sendirinya.

Apa dia bermimpi buruk? Seburuk apa sampai membuatnya gelisah

seperti itu?

(a berlutut di hawah ranjang, menekan kerutan-kerutan samar itu dan mengusapnya sampai menghilang tak berbekas di sana Tepat di depan wajalinya, kini ia bisa menatap Sea dari jarak yang sangat dekat. Bahkan terlampan dekat sampat napas Sca terembus pelan ke wasahnya. Si dingin, frontal, tidak berekspresi, tidak pernah tahu caranya berbasa basi, terlihat sangat tenang dan damai dalam tidurnya.

Satu per satu, matanya mengamati setiap inci pahatan Sang Maha Kuasa di wajah Sea. Hidungnya mancung, alis matanya tebal, bibirnya tipis dan kemerahan, serta ditandai oleh beberapa tahi lalat yang tidak pernah Rigel sidar, ada Jika dalam keadaan sadar, mungkin la sudah ditampar karena

duduk sedekat un Jengannya.

Terlala sakıt ke dada akıbat gemuruh yang teramat hebat, ia buruburu bangkit dari lantai. Menyeramkan melihat Sea dari jarak sedekat itu. Pengaruhnya terlalu besar. Bukan saja dadanya yang berpacu cepat, tetapi adiknya pun menyambut dengan kurang ajar dan memberinya .amhaian singkat. Akan sangat merepotkan setelah ini karena mau tidak mau ia harus menenangkan.

"Goblok, Rei, lo ngapam sih?" la menggertakkan gigi, berbalik ke pintu kamar dan bermat segera enyah secepat mungkin dari hadapannya. Namun yang terjadi, kakinya lagi-lagi terhenti, dan bukannya membuka, ia malah

menutupkan puntu lebih rapat.

Berjalan kembal, ke dekatnya, R.gel mengatur napas—menatapnya lebih lama sehelum menyentuh dagunya untuk kemudian ditanknya perlahan ke bawah Bibir yang sudah terbuka, kian merenggang saja. Dan hanya selang fatu det.k. isapan lembutnya yang sudah tidak bisa lagi terelakkan telah mendarat sempurna pada benda kenyal itu-beradu bersama napasnya yang teratur. Persetan jika Sea akan bangun dan mungkin pipinya akan kena tampar. Anggap saja sa hipa meminum obat gila dan sa membutuhkan bibir Sea untuk meredakannya.

Kedua tangannya terkepal di sisi tubuh, menahan diri sekuat tenaga <sup>agar</sup> tidak berkeliaran ke mana-mana. Akan lebih riskan kalau ia semakin brutal dan menggila menguasat tubuh Sea. Sesekali, ia akan memberi sedikit jarak—menatap wajahnya sejenak—sebelum mempertemukan kembali

kedua bibir mereka dan mengisapnya lagi dengan sangat hati-hati

Astaga For God's Sake, ia benar benar ingin melucuti seluruh pakaian Sea dan menenggelamkan diri padanya—mengentakkan sekeras-kerasnya. Gemas sekali. Ia heran, mengapa Sea bisa menjadi fantasi liarnya akhir akhir ini. Ditambah lagi harum alami tubuhnya entah berasal dari sampo atau

sabun mandi yang dia gunakan.

Matanya terpejam, sedikit menekan bibirnya pada bibir Sea dengan lidah yang mencecapi kekenyalan benda itu yang kim telah basah oleh saliva, sebelum mengisap kembah seperti Narkoba jenis baru yang membuatnya candu. Rigel baru sudi melepaskan saat dada Sea naik-turun dan kepalanya bergerak gelisah—kehabisan napas kemungkinan besar. Diikuti oleh sebuah suara asing di luar kamar yang membuat kepala Rigel langsung menoleh panik ke arah gorden yang setengahnya terbuka dengan jantung serasa baru saja jatuh ke perut. Saat diperhatikan lagi dan diteliti sumber suara, tidak ada siapa pun di sana dan grasuk grusuk di atas langit-langit kamar pun membuatnya menghela napas agak lega

Barangkali memang suara tikus barusan. Lagipula, semua penghuni di

rumah ini sudah terlelap kecuali dirinya dan Satpam depan,

"Sedang apa Anda di kamar saya?"

Rigel langsung berjingkat mundur, nyaris terjatuh ke belakang saat tiba-tiba suara Seo terdengar, jantungnya bukan lagi serasa jatuh, telapi haru saja pecah melihat dia telah terjaga dan menyorotkan tetapan bingung ke arahnya. Kosong. Otak Rigel benar benar hilang fungsi untuk sesaat.

Sea mengucek kedua matanya, menguap kecil seraya melirik jam

dinding

"Sejak kapan lo udah bangun?" Rigel mundur kesusahan bersikap sok tenang dan memposisikan tubuhnya dengan berdiri menyamping tenpa menghadap Sea. Masalahnya, miliknya sudah mengeras dan pasti akan tampak jelas.

Sea tidak menjawah, mengusap permukaan hibirnya yang terasa basah

dan secara otomatis langsung mengecek bantal.

Sedang Rigel membulatkan mata secara horor—gugup—mehhat dia meraba bantalnya. "Lo... lo ngiler tadi. Makanya bibir lo basah!" sambil memasukkan satu tangan ke saku celana dan mengedikkan dagu ke arah bantal. Kuncinya adalah tenang, dan semuanya pasti akan tetap aman.

"Oh" Dia menarik selimut, kembali memposisikan kepalanya ke atas

bantal setelah terlebih dahulu membaliknya, "Saya tidur."

Dan ... sudah. Mata Sea kembali terpejam.

"Sea, lo mau tidur sekarang...? Udah, cuma mau ngomong gitu doang?" Rigel tidak habis pikir melihat Sea tidak memperpanjang urusan mereka dan kehadirannya di sini. Seperti nyamuk, Sea bangun seolah hanya untuk menepuknya, dan kembali terlelap. Dia bergerak, lantas memunggung, di deuk berikutnya.

"Panjang banget ya Sea jawabnya!" nyinyir Rigel, masih setia berdiri di tempat yang sama. Dia tidak merespons, menaikkan semakin tinggi

selimutnya hinggo ke bahu,

"Nggak tahu terima kasih," gerutu Rigel pelan sambil membuka kenop pintu. "Ya udah, gue balik lagi ke kamar. Jangan lupa bangun hesok pagi, sangan sampe kelewatan terus mati."

la berjinjit sedikit untuk mengecek respons, tetapi tidak ada tandatanda ucapan sindiran yang dilontarkannya akan mendapat jawaban Lega karena dia tidak cunga. Tapi, kesal juga lagi lagi diabaikan olehnya.

"Good night then!" Rigel akhirnya berbalik dengan agak kesal, dan belum sempat keluar secara penuh, gumaman Sea di balik sekmutnya terdengar.

"Terima kasih udah pindahin saya ke kamar *Night.*"

Terpaku di tempat untuk sesaat, hibir Rigel akhirnya menyunggingkan senyum, rasa hangat seolah menyebar ke seluruh permukaan wajah. Ia menoleh kembali, menatap punggung Sea yang masih memunggungi. "Have a nice dream, My Ice Girl!"

Rigel tidak bermat mengoreksi, menutup pintu kamar Sea dengan wajah

betseri-seri dan berjalan cepat menuju kamarnya.

'lanpa ia sadari, di balik sekat dinding antar kamar pelayan, sesentang tengah berdiri kosong sambil memerhatikan dengan air mata yang telah beruman.

\*\*\*

Tubuh Sea ditindih, tangan dan kakunya masih dukat oleh kain putih. Sudah tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana kesalnya Sea berada di bawah huasa tubuh kuat Rigel yang begitu dominan. Tanpa perlu repot-repot dukat juga, sudah jelas Sea pasti akan tetap kalah oleh tenaganya. Apalagi dalam keadaan sekarang, ia benar-benar merasa tidak berdaya. Wajahnya memerah, keduanya saling menghunuskan tatapan tajam tidak ada yang mau mengalah.

Jangan marah. Tatapan mu membuatku semakin bergairah," bisik Rigel sensual, yang dibalas oleh decihan jengkel Sea. "Sayang, aku tidak pernah sudi berlutut untuk perempuan mana pun dan memberikan orgasme pada mereka dengan mulutku. But, I do for you. Aku ingin kamu merasa nyaman dengan setiap sentuhanku. Aku ingin kamu puas setiap kali tubuh kita saling menyatu. Bahkan, aku tidak keberatan jadi gigolomu seumur hidupku, kamu pasti tahu itu. Kita bisa bercinta setiap hari di tempat ini, tanpa perlu ke mana mana. Pagi, siang, malam, saling terdiam saja tidak apa apa selama

### adduted

kita bersisian."

"5mting!" sambil memalingkan wajah ke samping-membuat Rigel

semakin leluasa menguasai tengkiiknya

Sungguh, Sea benar-benar tidak tahu dimana dirinya sekarang. Seperti berada di dalam kotak berlapiskan dinding beton, semuanya terlihat sangat asing. Tidak ada jendela, pun dengan ventilasi udara. Sangat tertutup dan tidak ada suara apa pun dari luar yang bisa terdengar, kecuali deru napas keduanya yang sahing bersahutan. Ia tidak mengerti tempat macam apa ini. Rigel sungguh tidak bisa diprediksi dan ia tidak menyangka dia bisa senekat ini.

Rigel mengulum telinga Sea, menjilati hampir semua bagian lehernya yang bisa ia jangkan. "Sudah berapa lama kita tidak melakukannya? Milikku sekarang sedang memberontak keras. Dia ingin beristirahat di rumahmu, Sayang," la menggigiti gemas rahangnya seraya menyusupkan tangan ke dalam pakaian yang dikenakannya.

Begitu frontal, ucapan Rigel mampu membuat bulu kuduk Sea meremang, Ia bahkan harus mati-matian menggigit bibir bagian dalamnya saat jemari Rigel terus menari lembut di atas kulitnya untuk melenyapkan

erangan.

"Kamu gemukan Pinggangmu sedikit lebaran. Dan..." tangan itu muk ke atas dadanya, meremasnya perlahan, "—di sini juga bentuknya berbeda dari terakhir kali kita bercinta. Apa yang kamu lakukan pada payudaramu? Kamu semakin seksi sekarang." Tanpa aba-aba, Rigel kembali mengisap bihir Sea dalam-dalam hingga Sea tersedak salivanya sendiri. "Aku menyuksi semua bagian dari tubuhmu, bahkan segala kekuranganmu. Dari ujung rambut sampai mata kaki, semuanya mulikku. Tolong ingat itul."

"Aku tidak bisa bernapas! Menyingkir, Rei!"

"Nggak mau Badan kita udah nempel. Nggak bisa dilepasin" Sebuah

pernyataan yang mutiak dan tak terbantahkan.

Sea menggertakkan gigi, berusaha menjauhkan tangan Rigel yang mulat semakin liar menjelajahi tubuhnya. Ia sendiri bahkan tidak menyadar semua perubahan yang terjadi.

"Rei, lepasin!"

Rigel seperti iblis, sisi gelap yang seharusnya Sea ingat selalu dari dirinya Entah mengapa ia harus mencintal lelaki sebrengsek dan seliar dia. Ia hampir lupa, kalau Rigel memang segila ini.

"Aku tahu, kamu menginginkanku juga. We're addicted to each other.

Stop denying your feelings!

"Lepaskan, Rei! Kamu benar benar kekanakan!" Sea kembali mengulang sentakkannya, sementara Rigel memberi belaian lembut di lengannya agar

## clarifazioni

tali pengikat itu tidak terlalu menyakitinya.

"Stapa yang kekanakan? Aku hanya ingin mempertahankan kamu dan rumah tangga kita. Aku hanya ingin mempertahankan milikku dari stapa pan yang akan memisahkan kita!"

"Kita bisa bicara---"

Rigel menutup mulut Sea, lalu menggeleng. "Kamu tidak memberiku kesempatan bicara, Sayang. Berapa kali aku memohon padamu untuk itu? Kamu memilih pergi dengan si bajingan Rafel yang juga pernah merusakmu! Mengapa kamu bisa memaafkan dia, sementara aku tidak<sup>210</sup>

"Ret...!"

Rigel tidak memberikan tubuh mereka jarak sama sekali, mengangkat

kedua tangan Sea ke atas dan menahannya di sana.

"Sudah kukatakan, kamu tidak memberiku pilihan lain untuk menyelesaikannya secara dewasa. Maka sekarang, akan kutunjukkan cara terkotor sekalipun, asal kita berdua bisa bersama. Persetan dengan mereka. Kita bisa hidup di sini selamanya, berdua saja. Oh ... Atau dengan anak-anak kita juga?" Rigel menangkup wajah Sea dengan sotu tangan, menaburkan kecupan-kecupan kecil di seluruh wajahnya "Jangan bergerak terus. Itu hanya akan menyakiti pergelangan tanganmu."

"Aku membencimu! Aku membencimu, Rei!"

Rigel mengatur napas, mengaku kalah dan melunakan rautnya Ia mengecup ujung hidung Sca, turun ke bibirnya dan melumat cukup keras di sana untuk meluapkan kekecewaannya pada apa yang dilihatnya melam itu di pesta

"Aku tidan peduli. Benci aku sepuasmu, Sayang. Aku sudah tidak

pedulı"

Sea memalingkan wajahnya ke samping, memejamkan mata untuk

meredamkan amarahnya terhadap Rigel.

Bagaimana harimu dengan Kakak tercintamu itu? Menyenangkan, eh?" Rigel melepaskan kuncing teratas kemeja pendek yang dikenakan Sea, menyematkan himatan lembut di lehernya. "Apa saja yang sudah kalian lakukan? Katakan, dia tidak menyentuhmu lebih dari kecupan angkat di kening, kan?"

Sea memilih bungkam, menatap dinding yang bercat hitam di

sampingnya dengan napas tersengal kasar.

Rigel membalik wajah Sen agar kembah menghadapnya. "Lihat aku, Sayang. Don't you miss me too? Karena seluruh diriku, sangat merindukanmu. I crave you from the tip of your head, to the curve of your ankles!"

"Aku melakukan apa pun dengannya, bukan urusanmu! Kehidupanku

bukan lagi menjadi tanggung jawabim!"

Rahang Rigel mengetat, menyentakkan kancing terakhir kemeja Sea hingga terlepas, "Semua yang ada pada dirimu, adalah urusanku! Bahkan ujung rambutmu sekal pun, adalah tanggung jawahku: Siapa pun yang menyentuhmu, jelas itu menjadi masalahku!"

"Mengapa harus seperti im, Rei?! Bukankah dulu kamu sangat ing n bersama 5tar? Aku sudah melepasmu, tolong jangan lagi memperumu

hidupku. Aku hanya ingin hidup dengan tenang!"

"Kamu ingin hidup dengan tenang, sementara aku sekarat, Sea," suara Rigel memberat, menatapnya dengan mata yang memerali. "Kami sudah selesai Kami tidak pernah lagi memulai apa pun setelah pernikahan kita, Hubunganku den Star telah berakhir lima tahun lalu. Demi Tuhan, tidak pernah terbesit di otakku untuk kembali padanya. Aku menginginkanmu, lebih besar dari yang kamu tahu. Sea! Bagaimana mungkin aku kembah padanya sementara dari dulu aku menggilaimu seperti orang tidak waras!"

"Dan kamu berharap aku memercayaimu?!" tekan Sea kesal.

Rigel tersenyum samar nyaris serupa seringan lalu menggeleng keul. "Tidak perlu. Aku hanya ingin mengatakan itu padamu. Percaya atau tidak, aku tidak keberatan. Toh, kamu sudah di sini sekarang - terkunci bersamaku."

"Kamu benar-benar gila! Lepaskan aku!"

"Orang gila mi mengingmkanmu, dan cutah sejak kapan ... Sea, aku mencintamu. I love you more than anything and more than you'll ever know."

"Apa" Mata Sea terpicing, memastikan kalimat asing yang baru saja

Rigel lontarkan.

"Aku pikir kamu juga tahu itu. Aku tidak pernah menangisi slapa pun, dan kamu berhasil membuatku melakukannya. Aku tidak pernah mengemis pada perempuan mana pun, dan di sinilah aku sekarang, mengikatmu dan tak memiliki lagi pilihan. Siapa sangka kamu akan membuatku semakin gila?"

Sea kembah diam, masih berusaha menggah kesadaran tentang apa

yang dikatakan Rigel barusan.

"Maaf, baru mampu mengatakan setelah semuanya rusak. Aku pikir kata-kata cinta itu tidak perlu, karena kamu pun tahu seberapa besar aku menginginkanmu. Setiap kali kita selesai bercinta, aku selalu mengatasannya, Sea. Aku ingin menua bersamamu, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku pikir itu sudah cukup menegaskan bahwa yang aku mginkan hanya kamu"

"Kamu hanya terobsesi padaku. Cinta? Bahkan kamu ragu

mengatakannya!"

"Cinta atau obsesi, terserah apa pun yang ingin kamu pikirkan! Semuanya tidak berguna juga kan untukmu sekarang? Terdengar seperti omong kosong, bukan?!" Rigel memberikan tubuh mereka jarak, meloloskan

# clarisayani

kais putih pas badannya lewat kepala dan melemparkan ke lantai. Tubuh dengan otot otot kencang dan nyaris tak memiliki lemak itu kini berada tepat di depan matanya.

5ea membulatkan mata, mencoba bergerak dan menghindarinya meski

teramat percuma, "Rei, apa .. apa yang ingin kamu lakukan?"

Rige, menangkup wajah Sea, melumat bibirnya sangat lembut dengan

satu tangan menahan ikatan lengan Sea di atas kepala.

"Apa pun yang telah Rafel lakukan padamu, akan kuhapus pada sepap met kulitmu," Rigel menyelipkan tangannya ke celana Sea, menekan titik paling sensitifnya. "Tidak ada lelaki mana pun yang bisa memilikimu, kecuali aku. Tidak ada, Sea. Ingat itu!"

Napas Sea tersengal, ia bergerak gelisah saat Rigel telah memporak-

porandakan tubuhnya hanya dengan satu jarinya.

"I miss you so much. Sea. Bisakah kita melakukannya? Aku nggak mau memaksa kumu dengan cara seperti ini."

"Rei, bagaimana hagaimana aku melakukannya kalau kamu ... mengikatku?"

Rigel mendongak, menatap Sea dengan mata terpicing "Kamu inglin aku melepaskan ikatanmu? Bagaimana jika kamu kabur?"

"Dalam keadaan ini? Aku bahkan nggak tahu ini dimanal".

"Kita masih bisa melakukannya meski tangan dan kakimu terikat."

Sea memejamkan mata, menghela napat pelan dan berusaha memberinya pengertian. "Aku ... aku tidak bisa membuka pahaku. Babagaunana carenya kamu menyatukan tubuh kita?" Sangguh, ia bahkan merlading mendengar ucapannya sendiri.

Rigel tersenyum, tidak bisa menutupi rasa gelinya. Aku bisa membalikan tubuhmu dan melakukannya dari belakang. Aku masih bisa mengangkat kedua kakimu ke atas, lalu menyatukan. Apa yang

tidak bisa?"

"Aku tidak hisa menyentuh tubuhanu!" Sea mengepalkan tangan, saat kalimat menggelikan itu terlontar "Aku ingin memelukmu selama kita bercinta."

Rigel mengerjap, gairahnya semakin memuncak saat Sea mengatakan semua hal frontal dan menggemaskan itu. Ia mengulum senyum, menatap wajah Sea dan membelainya. "Jangan menipuku Kamu tahu aku bisa lebih brengsek dari ini"

Tanganku sakit Kakiku mati rasa, Rel, pelan, Sea mengutarakan.

"Tulong, buka dulu selama kita melakukannya."

Hanya selang satu detik ia mengucapkan, Rigel langsung membuka tali Pengikat itu saat dia mengeluhkan ikatannya.

### adduted

"Kenapa tidak bilang dan tadi kalan ini sakit," ucap Rigel khawatir, langsung melepaskan ikatan di kaki maupun tangannya. "Padahal aku sudah mencari ikatan yang paling nyaman agar—"

NUGH

"Stalan" Dasar mengesalkan!" Sea menendangnya, mendaratkan tonjokkan keras pada pipinya.

"Aww," Rigel mengerang pelan, memegang pipinya yang sudah babak

belut dibubuhkan satu lagi pukulan keras. "Kamu ngagetin, tahu,"

Ngagetin? Dia baru saja bilang ngagetin?!

Sea berlarian ke arah pintu yang tidak memiliki kenop sama sekali, menggebraknya keras-keras. "Tolong buka pintunya. Di sini ada orang gila!"

"Orang gilanya menginginkan Sea. Tolong jangan dibuka."

"Pergi saja kamu ke neraka!" umpat Sea sambil menendang pintunya. Tidak pusa dengan makuan, ia mencari benda lain untuk dilemparkan pada Rigel. "Mengesalkan!" la mendapatkan botol air mineral yang sisa setengah dan langsung melemparnya dengan itu.

"Thank you wifey Kebetulan aku haus sekarang ini," Dia menenggaknya

sampai tandas, lalu melemparkan ke sembarang tempat

Dada Sea turun naik, ingm sekali menangis entah mengapa. Biasanya ia

tidak secengeng ini.

Rigel menyeka sudut bibirnya yang sempat terasa mati rasa untuk sesaat, sebe um kembali memerhatikan Sca yang mondar-mandir di hadapannya mencari cara untuk membuka pintu besi itu.

"Kamu ngapain sih, Ses sayang?" la menopang wajahnya dengan satu tangan, menikmati pemandangan yang ada di depan, "Mau aku bantu?"

Sen menatapnya berapi-api, kedua tangannya terkepal di depan tubuh seraya menatap wajah yang telah dipenuhi luka itu. "Dasar sinting" Aku mau pulang! Buka pintunya!"

"Dobrak dong. Kan Sea kuat." Rigel terkekeh pelan, menyugar rambutnya ke belakang yang sempat jatuh ke dahi. "Sayang, rambut aku

udah mulai panjang. Nenti bantu pangkasus ya?"

"Sialan, Rei, sialan kamu! Aku pangkas batang lehermu sekalian!" Sea berbalik, menggebrak pintunya berulang kali. "Siapa pun, tolong buka!"

"Percuma kamu terlak. Sampai tenggorokanmu putus juga nggak akan

ada yang mendengar."

Suara kasur yang berderit, membuat Sea meranding dan langkahnya semakin tak menentu mencari jalan keluar lain, disusul derap langkah Rigel di belakang punggungnya yang kian mendekati.

"Ini kuncinya," Rigel mendekap tubuh Sea dari belakang, kemudian mengacungkan ibu jarinya ke depan wajahnya, "Soan sidik jari, sayang, You

## classayani

wanna try?"

"Apa...?" Sea membeku, menatap horor ke arah pintu untuk memastikan kebenarannya. Dan benar. Di bagian tepian pintu, ada seperti kotak kecil khusus sidik jari.

Sebenarnya, ta berada di mana sekarang? Mengapa tempat ini begitu

misterius.

Satu tangan Rigel terlingkar kuat di perutnya, menahan Sea sampai dia tidak mampu bergerak ke mana-mana. "Aku ingin melakukannya dengan lembut Tapi, sepertinya kamu kembali tidak memberiku pilihan lain." Tanpa babibu, Rigel mengangkat tubuh Sea, lantas menghempaskannya pelan ke tengah ranjang "Sebenarnya, apa yang sangat ingin kamu temui di luat sana" Si bajingan Rafel? Takut dia mengkhawatirkanmu, eh?"

Mata Sea memerah, dilingkupi amarah, "IYA! PUAS KAMUI AKU MERINDUKANNYA! AKU SANGAT MERINDUKANNYA!" teriaknya

tepat di depan wajah Rigel yang langsung berubah menyeramkan.

Sorot mata Rigel semakin kelam, mengunci tubuh Sea dan mendekatkan wajahnya—tampak begitu mengintumdasi. Sungguh, lelaki sialan itu selalu berhasil menghancurkan pengendahan diri Rigel sampai ke titik nadi. Ia tidak bisa lagi berpikir jernih, membahi buta melucuti kemeja Sea dengan kemarahan di ujung kepala

"Aku pastikan, malam ini Rigel junior akan tertanam di rahimmul Anak kita akan hadir dalam perutmu" ancamnya pasti, membuka celana sweatpants abu-abu yang dikenakannya dan kembali meraih tubuh Sea yang

sempat bergerak mundur -- ketakutan

"Rei, kamu jangan gila! Perceraian sudah akan diproses!"

Seringai itu kembali tercipta, mengangkat satu alianya. "Siapa bilang akan ada perceraian? Kito akan selamanya di tempat ini, dan kamu akan selamanya di sampingkii."

Sea membulatkan mata, dan belum sempat memprotes, celana bahan yang dikenakannya telah dibuka paksa dan teronggok mengenaskan di lantai.

"Rei, kamp ..."

"Kamu dan si sialan itu tidak akan pernah bisa bersama' Selama aku masih indup tidak akan ada siapa pun yang bisa mendekatimu. Camkan itu'"

Dia membuka lebar paha Sea, menekan kedua pergelangan tangannya di atas kepala agar berhenti mencakarinya. Desah napas Rigel memburu cepat Mihknya yang sudah membengkak dan mengeras, diurutnya perlahan di tengah rontaan Sea yang terus berusaha menendang serampangan.

"Rei—lepas—kan!"

"Benci aku setelah um, Sea, aku tidak masalah!" Rigel membungkam mulutnya, dan erangan Sea langsung lolos ketika dia

### adducted

mendesakkan miliknya pada diri Sea secara paksa. Sepenuhnya tanpa

pemanasan apa-apa.

Tubuh keduanya saling menyatu, deru napas keduanya terputusputus, ditringi suara dari percentaan mereka yang mengisi setiap sudut kamar bernuansa hitam itu. Tak berjeda, Rigel memompa di atasnya, mengentakkan berulang kali dengan napas tersengal-sengal Tangan Sca ia loloskan, menghumiskan setiap kuku jemarinya ke punggung Rigel dengan desah yang tak bisa dikendalikan.

Rigel incremas kedua payudara Sea, mengulum puncak salah satunya tanpa menghentikan pompaan miliknya yang tercengkeram begitu erat di dalamnya. Hangat, dan memabukkan, Bahkan dari semua perempuan yang pernah ta tiduri. Sea adalah tempat penyatuan yang nyaris membuatnya gila. Semua saraf dalam tubuhnya terpuaskan dengan sempurna. Ia tidak pemuh menyangka setiap inci dari tubuh Sea bisa membuatnya secandu ini Ja seakan bisa meledak—ketika gairah terus melahapnya tanpa ampun.

Dan Rigel pun tahu, walan di awal sempat melakukan perlawanan, tubuh Sea tidak bisa bohong kalau mereka memang saling membutuhkan. Suuranyu yang serak, mengerang berulang kali sambil sesekal, menarik rambutnya. Napas Sea terdengar begitu merdu di telinga, dengan keringat

yang mula) membasahi subuh keduanya

"Aku membencimu, Rei aku aku membencimu!" jeritnya tertahan aambil menggigit bahu Rigel saat pelepasan audah di ujung. Dia menguap keras puting Sea-membuatnya tersedak-meringis ngilu dan geli bersamaan.

"Sea ... You're so fucking good!" Rigel merintih pelan, menaikkan satu kaki Sea ke bahu, lantas kembali mengentakkan tuhuh mereka yang telah d.banjiri peluh. Ranjang berderit cepat, pompaannya nyaris tak berjeda.

Bahkan ketika sekali lagi Sea dikecewakan, tubuhnya selalu menerima setiap sentuhan Rigel yang menjijikkan Semua belaian lembut jemari Rigel sepanjang penyatuan, selalu terasa benar Dan sungguh, mi memuakkan! Bahkan ketika percintaan mereka dimulai dengan cara yang brutal, sensasinya tetap terasa menyenangkan. Dia menguasai tubuh Sea, seutuhnya, dari ujung kaki sampai kepala tanpa memberinya sedikit pun rasa sakit walau semuanya berjalan begitu cepat dan tak terkendali.

"Aku mencintamu, lebih dari apa pun di dunia ini. Aku nggak peduli Jika ... jika kamu membenciku. All I know is, I love you so much, Sea, I really

do love you!\*

Dan dalam beberapa kali entakkan keras, pelepasan diraih keduan<sup>ya,</sup> Rigel membiarkan miliknya tetap di dalam, tidak langsung dikeluarkan meski tubuhnya ambruk di atas Sea dengan buturan keringat yang telah

clarifagani

membanjiri wajah.

Sea mendorong dada Rigel, tangannya tak bertenaga dan langsung memalingkan wajahnya ke samping, "Minggir," gumamnya, dengan sisa napas yang sulit dinetralkan. Rigel menggempur tubuhnya sampai titik terjauh hingga untuk menggerakkan pahanya saja ia tak mampu. "Minggit. Rel!"

Rigel tetap tidak bergerak, menenggelamkan kepalanya pada ceruk leher Sea. "Demi seluruh alam int, aku melakukannya karena aku tidak ingin kehi anganmu, Sea I love you... I love you so much!" tekannya putus asa.

"Aku bilang, minggir sialan!" Sea kembali menjerit, mendorong dada

Rigel sekuat tenago.

"Bisakah kita berhenti menyangkal semua perasaan ini? Apa kamu tidak lelah terus berpura-pura membohongi dirimu sendiri?!" Rigel meninggikan suara, mengusap kasar wajahnya sendiri. "Aku ingin kita beristirahat dalam pangkuan satu sama lam memperbaiki semuanya dan kembali menata pernikahan kita seperti sedia kala. Bukan seperti ani, Sea. Kita sekarong merusak apa yang sudah rusak." PLAK

Tamparan mendarat keras pada papi Rigel—Sea menyeka air matanya, memukul dada Rigel dengan kepalan kuat berulang kali.

"Menjauh! Aku bilang menjauh!"

"Sen . "

Rigel melepaskan milikuya, herusaha merengkuh tubuh Sea yang membahi-buta melayangkan pukulan pada tubuhnya.

"Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi! Aku tidak ingin memulai apa

pun lagi denganmu!"

Kian illengerat, pelukan Rigel tidak sama sekali dilepaskan sampal tubuh Sea yang meronta-ronta mulai kembah tenang dan terkula: lemah di dadanya.

'Aku tidak akan lagi berbalik pada masa laluku. Aku bersumpah Sea, Aku hanya akan mencintaimu hari Ini, dan sampai nanti. Aku ingin kita berdua sembuh. Aku ingiri kita hahagia bersama anak-anak kitu dan niem sesarkan mereka sama sama." Rigel menangkup wajah Sea yang telah kehilangan fokus, menempelkan dahi keduanya dengan tangan yang bergetar "Please, Sca., jangan pergi ke mana pun. Please... aku tahu kamu juga masih mencintaiku. Aku tahu kamu masih menginginkanku."

Sea tidak merespons, dia tetap diam.

Rigel membiarkan keheningan melingkupi keduanya untuk sesaat. Dentam dada bertahuan nyaring, sebelum matanya jatuh pada paha Sea yang

### addicted

"Se-sea, kamu ... kamu kenapa berdarah?" Wajah Rigel memucat, tanpa berpikir dua kali ia menyentuh milik Sea dan mengangkat tangannya yang telah dilumun pekatnya warna merah. "Kamu pendarahan! Kenap—"

Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, kepala Sea telah ambruk ke bantal. Matanya rapat terpejam dengan wajah yang berubah pias seperti tak

teraliri darah.

"Sea, astaga... Sea, bangun!"



Melihat darah yang sudah berceceran banyak di sprei dan kedua paha Ser, Rigel berhenti menepuk pipinya dan buru-buru melompat dari kasur dengan kalang-kabut. Ia mengambil banyak tisu, kemudian membersihkan terlebih dahulu area kulit Sea yang terkena noda darah sebelum membungkus tubuhnya menggunakan selimut bersih cukup tebal agar Sea tidak kedinginan.

Wajah Sea kian memucat, pun dengan Rigel yang rautnya terlihat semakin pias. Ia tidak bisa menutupi rasa khawatir dan paniknya melihat dia terkulai lemah tak berdaya seperti ini. Bahkan saat ia memanggil berulang kali, tidak ada respons apa pun dari Sea sama sekali.

la benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Rasanya walau ia sedikit memaksa di awal penyatuan, tapi setelahnya ia melakukan dengan perlahan dan hati-hati seperti biasa. Ia tidak mungkin bisa sekasar itu pada Sea. Meski ia sangat merindukan seluruh dirinya, tetapi ia juga selahi memastikan Sea masih bisa menikmati percintuan mereka. Sea harus merasa nyaman dan tidak tersakiti sedikit pun saat penyatuan dilakukan keduanya.

"Sayang, kamu jangan nakutin aku dong. Bangun!" Rigel masih sempat menangkup pipinya dan mengguncang pelan tubuhnya, meski hasilnya tetap sama.

Melihat tidak ada tanda-tanda Sea akan segera sadar, ia meralh ponselnya, menghubungi salah satu anak buahnya yang berjaga di depan Banyak sekali panggilan dan pesan masuk dari nama yang berbeda, tapi lidak diacuhkan Rion, Rafel. Ayahnya, satu nomor asing, mereka semua menghubungi terus-menerus sejak beberapa jam lalu. Tidak ada satu pun yang Rigel angkat dibiarkan berdering tak berkesudahan. Jelas mereka semua sudah tahu kalan ialah dalang di bahk ketidakhadiran Sea. Bahkan walau mereka lapor polisi, tempat ini tidak akan pernah terlacas. Andai saja

### addicted

pendarahan ini tidak terjadi, kemungkinan besar kegilaannya akan terus berlanjut sampat Sea setuju untuk memperhaiki hubungan pernikahan mereka dan memaatikan tidak akan pernah ada perceraian. Sungguh, membayangkannya saja serasa akan gila.

"Siapkan mobil sekarang juga!" titahnya nyaring begitu panggilan tersambung, dan tidak lama sa kembali melemparkan ponsel ke nakas.

Mondar-mandir pamik sedari tadi, tubuh tinggi nan atletis itu tak berbalutkan sehelai kain pun sama sekali. Kulit kecoklatan itu telah dibanjiri

keringat, padahal pendingin ruangan menyala di angka yang pas.

Rigel mengambil pakasannya yang berserakan di lantai, langsung mengenakannya sebelum kembali ke ranjang dan membawa tubuh Sea ke arah pintu besi yang didesain secara khusus dengan keamanan sangat imggi la bisa saja memanggil Dokter prihadi, tapi peralatan medianya tidak akan selengkap dibawa langsung ke Rumah Sakit. Ia sangat takut malah akan membahayakan keadaan Sea nanti.

Rigel menempelkan ibu jarinya, secara otomatis pintu itu pun terbuka menampakan lorong cukup panjang yang diterangi lampu temaram. Dua menit menyusuri, ruangan lebih besar yang didominasi warna hitam dan bau asap rokok kini ditapaki. Semua permainan orang dewasa ada di sana, termasuk meja bihuni dan mini bar Ramai, teman satu gengnya kebanyakan tengah berkun pul menyaksikan acam balapan di depan televisi sambil beruiskusi tentang pekerjaan yang mereka geluti. Bidang Otomotif, Bahkan ada satu lemari pajangan berukuran besar yang memulat segala jenis miniatur mobil mobilan mewah bernilai miharan rupiah.

Dulo, tempat ini adalah wadah untuk melakukan segala kenakalan dan kegiatan hitam setelah pulang sekolah. Kadang digunakan untuk menyekap musuhnya ketika ada yang buat onar, kadang juga untuk bersenang senang melangkahi semua batasan. Di dalam lingkaran setan tanpa kenal aturan, ia pun melepaskan keperjakaan. Tempat ini sudah ada sejak ia masih berada di semester awal SMA—biasa ia dan gengnya nongkrong bersama selain di kelab David. Ia membiayai sendiri pembuatan ruangan ini, dan haram baginya membawa perempuan mana pun dari luar ke dalam kamarnya. Sebab di sini, semua hal tentang Sea bisa ditemukan

Di satu bagian dinding kamarnya, hampir setengahnya banyak ditempeli foto. Sea layaknya walipaper ruangan. Mulai dari saat pertama kali Sea mencuri perhatiannya, sampai akhirnya Sea terlelap di sisinya herstatuskan istrinya. Terdapat ratusan fotonya dengan berbagai macam gaya, termasuk putret seksi tanpa busana ketika mereka selesai bercinta. Terobsesi? Siapa peduli. Yang Rigel tahu, ia menginginkan Sea lebih dari apa pun di dunia ini dan perasaannya sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Dulu, ia berusaha

### clarisagons

menekankan rasa. Sekarang, tolong biarkan 1a mempertahankan semuanya

Rasanya melelahkan terus menyangkal keingman sang hati.

Pada lemari pajangan, potongan bunga yang sudah menghitam dan kelopaknya terlihat sangat kering ia letakkan di dalam tempat kaca di antara ngura tokoh Anti-Hero kesukaannya. Ia masih sangat ingat perasaan hangat yang menerpa ketika Sea memberikannya di acara kelulusan SMA beberapa tahun lalu. Mendapat banyak sekali buket besar bunga, setangkai bunga pangutan Sea iah yang masih ada sampai hari ini. Bentuknya sulat dikenali, tapi kenangannya sungguh berharga dan tetap abadi.

Rigel tidak menyangka in bisa semelankolis ini ketika dihadapkan

dengan Sea. Ngaku, tidak bisa. Ditahan pun, serasa akan gila.

menyebutnya. eighteen phus brasa Pluyground Tempatnya berada di basement yang disulap menjadi serba mewah dilengkapi berbagai tasahtas. Seiring berkembangnya semakin mercka. basement dibangon bunis វការ Senua anggota tetap termusuk yang memiliki saham, punya ruangan sendiri. masing masing meski tidak sebesar ruangan Rigel. Sudah sangat lama ia tidak berkunjung ke sint-kecuali memantau lewat sambungan telepontentang bunus otomotif yang dijalankan mereka sejak ia berusia tujuh belas tiliun tanpa diketahui kedua orang tilanya. Sampai hari ini, bisnisnya masih. berkembang dengan baik walau pasar otomotif akhir-akhir ini sedang lesu.

Saat ia berada di sana dengan napas yang tersengal kasar dan rambut basah berantakan, mereka langsung memutar kepala ke arahnya, mengernyit beran menhat keadaan Sea yang dibalut selimut tebal dari ujung kaki sampai leher. Kecuali area wajah, seluruh tubuhnya benar-benar ditutupi hingga kulit area lain tidak bisa dilihat sama sekali. Tangan Rigel menutup hidung

Sea - i.dak ingin dia dicemari oleh asap rokok teman temannya

"Kalau istri gue sampe batuk, gue tembakin lo satu per satu!" umpat

Rigel pelan tanpa mengurangi kecepatan langkalinya.

"Kalian baru selesat bercinta?" Salah satu temannya bertanya sambil menggerus ujung rokok yang sempat dusap ke dalam asbak setelah mendengar ancaman Rigel, "Istri kesayangan lo kenapa? Lo gila-gilaan mompanya ya sampe dia tepar begitu?"

"Udah gila kali ini anak, nyulik istri sendiri. Kena pasal, baru tahu rasa

lo/n

Rigel menoleh di bahu, menatapnya dingin "Laporin aja, Sati Jadun diri

rahan sendiri saksinya."

"Halo Reisayang..." seorang perempuan bergaun sangat min.m menyapa lembut. "Gimana, berubah pikoran? Ayolah gabung sama kami," ajaknya menggoda. Dia duduk di atas paha salah satu temannya, sesekali mereka

berbagi ciuman. "Istri kamu masa gitu aja udah tepar Payah sekali deh."

"Shut the fuck up, and get lost!" Rigel melewati keramalan tanpa mengacuhkan sapaan mereka, "Jangan biarkan pelacur itu masuk lagi ke tempat ini!"

"Lo minta disiapkan mobil di depan. Mau pulang sekarang?" Kembali, pertanyaan baru ia dapat dari temannya yang baru saja memasuki ruangan "Lo apain Sea sampai dia begitu?!"

"Nggak usah ditanya tanya lagi, adolih. Lu nggak lihat wijah si Bintang

Ge ap itu udah kelihatan suram?"

"Rei, rujak di kulkas gua makan ya?"

"Setan, udahh... nggak usah ditanya, goblok! Lo makan sama piringnya

juga dia nggak akan masalah."

Berisik, semua cicitan mereka diahaikan Rigel. Matanya hanya fokus menatap ke depan dengan kaki yang berjalan ceput menuju lift. Kepalanya sudah tidak bisa berpikit perihal apa pun kecuali tentang keadaan Sea yang masih belum sadar juga. Ia harus membawanya ke Rumah Sakit agar dia bisa segera ditangani oleh tim medis. Semoga pendarahan yang terjadi padanya, bukanlah hal fatal.

Mungkin dia cuma datang bulan. Atau, karena mereka sudah lama tidak melakukan penyatuan. Pidak lebih. Ya, semoga...

arathe-

Tiba di lohi Rumah Sakit, ia yang sudah menghubungi Dokter keluarga terlebih dahulu selama di perjalanan, langsung disambut hangat oleh beberapa perawat dan diarahkan ke ruangan VIP yang telah disiapkan tanpa perlu menunggu lama.

"Dok, istri saya kenapo?! Tolong periksa keseluruhan tubuhnya, tekut ada yang terluka. Dia nggak pernah mengalami pendarahan seperti ini. Sea saya kuat." Rigel menggenggam erat tangan Sea, sesekali mengecupnya lama. "Seyang, udahan dong tidurnya. Kamu bangun Jangan bikin aku khawatir gini!" erangnya frustasi.

Tubuh Sea yang cuma dibalut sehmut, kini terbarung lemah di atas ranjang dengan selang infus yang menancup pada pembuluh darahnya. Sea mulat ditangani secara intensif, melakukan serangkaian cek atas perintah Rigel yang terus bercicit sampai kata 'baik' dari sang Dokter entah berapa kah terdengan.

"Jadi, ini pertama kalinya Nyonya Sea mengalami pendarahan?"

Rigel mengangguk yakin. Selama pertukahan, Sea tidak pernah mengalami pendarahan—kecuali memang sedang datang bulan. Bahkan sekitar dua minggu yang lalu saat ia memaksanya berhubungan intim setelah

# clarisayone

bertengkar hebat dengan Rafel di kafe, keadaan Sea masih baik-baik saja.

"Dok, pastikan Sea nggak kenapa-napa. Saya nggak mau tahu, dia harus

baik-baik aja!"

"Kami sedang cek, Pak. Mudah-mudahan keadaan Nyonya Sea tidak

terlatu serius."

Rigel menatap kesal pada Dokter itu yang sedang meraba perut Sea dengan sebuah alat. "Maka dari itu jangan sampai terjadi hal yang serius padanya" Lakukan apa pun agar istri saya kembah sadar!"

Dokter tidak menggubris, sebab percuma, dia terlihat panik bingga seperti seorang suami yang bilang kewarasan. Mengomel tidak ada habisnya

sampai gendang telinga pegal mendengarnya

Selama satu jam, semua pengecekan baru selesai. Dokter itu tidak menjelaskan apa pun pada Rigel yang terus bertanya kenapa dan kenapa. Ia menyuruh dua Suster yang membantunya membereskan semua peralatan media sambil menghela napas panjang. Sea telah dibersihkan dari darah yang menempel pada organ intimnya dan tubuhnya yang semula telanjang total sudah digantikan dengan pakaian khas pasien. Rigel sempat disuruh menunggu di luar selama penanganan, dan tentu saja dia menolah keras. Dia ingin menemaninya secara langsung dan memastikan Sea baik-baik saja

"Gimana, Dok? Kenapa Anda diam saja?" Sea nggak kenapa-napa, kan?"

"Biarkan Nyonya Sea istirahat. Dia memerlukan itu. Anda ikut keruangar saya dulu. Nanti saya jelaskan di sana"

"Tapa, dia beneran baik-baik aja, kan?"

"Par Xander, silakan ikut ke ruangan saya. Nanti akan saya jelaskan." Dokter mengulang dengan nada yang lebih tegas.

"Apa dia kesakitan?" Rigel mengusap jusap kepala Sea, sesekali membelal

wajalinya yang terhihat pucat. "Dok, kenapa dia belum bangun juga?"

"Dia pingsan karena kesakitan."

Kenapa Anda tidak memberinya obat penahan sakit?!" Rigel kembali

bernkeras, menatapnya jengkel

Dokter itu sampai harus menyaharkan diri sendiri berulang kali menahan kekesalan pada kebawelan Rigel. Mana ngomongnya ngegas sedari tadi!

"Nyonya Sea tidak bisa meminum sembarangan obat!" tukasnya agak tinggi. "Sekarang, lebih baik Anda ikut ke ruangan, biar saya jelaskan! Nanti kalau kita bicara di sini, malah akan mengganggu istri Anda yang perlu tilahat cukup" Dokter itu langsung berlalu dari kamar rawat inapnya—meninggalkan Rigel yang sempat naik pitam.

Rigel menatap wajah Sea yang terlihat pucat pasi sekaligus damai dalam lelapnya. Ia menunduk, menyematkan kecupan lembut di dahinya

"Sebentar, aku keluar dulu," turun ke bibirnya dan kembali menyematkan isapan hangat. "I love you so much, Seyaku. Sleep tight, Sayang. I miss you already" Ia menegakkan tubuh dan mengikun Dokter ke ruangannya sesuai titah. Ia t.dak berharap mendengar kabar buruk apa pun.

Setibanya di sana, Rigel langsung menarik mundur kursi dan mendudukinya dengan tidak sabaran untuk mendengar penjelasan penhal kendaan Sea. "Ada apa dengan istri saya" Kenapa bisa sampai pendarahan

begitu?!"

Dokter itu melepaskan kacamatanya, kembali mengembuskan napas

panjang sebelum menatap Rigel jauh lebih serius.

"Sekaruanya saya yang bertanya kepada Anda, bagaimana mungkin Anda melakukan hubungan anami istri ketika janun masih sangat kecil? Di trimester awal kehamilan, itu masih masa-masa rawan. Tidak semua rahim kuat untuk mendapatkan kunjungan dari Papa-nya, Mungkin di

"Tung—tunggu. Apa ", apa? Bagaimana?" Seperti orang linglung, Rigel mengerjap tidak yakin saat mendengar penjelasan panjangnya. Tubuhnya bereaksi cepat, maju semakin rapat ke meja. "Dok, Anda barusan bilang apa? Maksudnya gumana?" Barangkali ta salah dengar karena terlalu stres memikirkan keadaan Sea sehingga ucapan dari Dokter yang diterima indra pendengarannya seperti sebuah halusinasi saja.

"Usahakan jangan melakukan hubungan intim dulu selama trimester pertama Kehamilan ini akan sangat berisiko bagi Ibu maupun calon anak kalian. Bahkan saya takjuh si jahang bayi masih bisa bertahan setelah

pendarahan sebanyak itu. Rahim istri Anda untungnya kuat."

Membulat, sepasang mata Rigel seperti hendak meloncat dari tempatnya. Jantungnya seketika bertaluan lebih cepat dari biasanya. "Ke-kehamilan. ?" Ia menggumam sangat pelan, matanya mulai memanas dan berair. "Istri saya... hamil?"

Dokter itu mengernyi, bingung, "Jangan bilang". Anda tidak tahu kalau Nyonya Sea tengah mengandung saat ini?"

"Jadi istri saya seriusan sedang hamil? HAMIL?! Bagamana bisa, Dok?!" Rigel membekap mulutnya, seperti anak kecil yang baru saja mendapat maman baru, ia ingin bersorak sekeras-kerasnya. "Astaga kenapa Anda tidak bilang dari tadi!"

"Anda beneran tidak tahu kalau Nyonya Sea tengah mengandung? Usia

kehamilannya sudah memasuki minggu ke-tujuh."

Rigel menggeleng lamat-lamat, masih antara percaya dan tidak mendengar informasi baru darinya. Ia benar-benar nge-blank, bingung, bahagia war biasa, semuanya menjadi satu letupan kalimat yang terpendam di dalam kepala dan sulit dijabarkannya. Tangannya bahkan bergetar pelan yang segera ia kepalkan. Ia benar benar kehilangan kata.

Minggu ke tujuh? Tapi, sekitar dua minggu yang lalu sebelum keduanya bertengar hebat dan hubungan mereka rusak sampai ke titik ini, tes kehamilan masih dinyatakan negatif dari informasi yang diberikan Sea padanya. Hari itu, dia tampak murung gara gara penantian mereka untuk mendapat momongan belum terkabul juga padahal sudah berusaha.

"Dok, tolong jangan bercanda. Saya akan bakar Rumah Sakit ini jika ternyata istri saya behim mengandung dan Anda salah mengecek kondisinya" Rigel memberunya peringatan—menatap Dokter itu amat serius, berharap dia menyangkal ketakutannya. "Dua minggu lalu, Sea melakukan tes di pagi han dengan alat bantu testpack. Dan hasilnya masih negatif. Bagaimana mingkin anak kami sudah berusia tujuh minggu sedangkan dua minggu lalu kehadirannya masih belum ada!"

"Karena saya tulak di sana, jadi saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Tipi, saya bisa jamin kalan istri Anda memang positive tengah berbadan dua tekarang. Mungkin bisa jadi Nyonya Sea terlalu cepat mengangkat testpark itu dan air seninya sebelum waktunya. Atau, dia langsung membuangnya sebelum mendapat hasilnya. Dan di beberapa kasus, ada juga garis samar yang nyaris tidak terlihat di dekat garis yang lebih jelas."

Rigel meraih tangan Dokter prebadi keluarganya dan menggenggamnya.

\*Dok, jadi dia beneran hamil, kan? Anda tidak sedang bercanda?!\*

Mehhat raut Rigel yang tampak antusias, Dokter paruh baya itu tersenyum hangat sambil menepuk-nepuk punggung tangannya. "Jangan konyol Tidak mungkin saya bergurau perihal keadaan pasien. Nyonya bea sekarang sedang mengandung, tetapi kondisinya sangat lemah dipicu oleh kontraksi yang diakibatkan hubungan intim kalian. Anda selaku suaminya, seharusnya tidak gegahah dan malah berakhir membahayakan janin nantinya."

Rigel melepaskan tangannya. "Mana saya tahu, Dok, Emangnya semacam ngasih say hi dulu itu si janin. Kan nggak. Pas masuk pun, anak kami di rahim istri saya nggak teriak kesakitan juga."

Dokter itu menggeleng, tanpa menyurutkan senyum sambil menuliskan

řesep vitam<del>i</del>n

"Dia kesakutan. Makanya itu *baby* nya ngasih tanda biar orang tuanya peka"

Dok, saya benar-benar nggak tahu kalau Sea sedang hamil. Kalau tahu,

mending main sendiri daripada membahayakan calon anak kami."

"Kalau begitu, tolong lebih dijaga nafsunya Pak Rigel. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Ini vitamin yang perlu Nyonya Sea minum Ada vitamin penguat janin juga agar dikonsumsi secara teratur sampai

keadaannya membaik. Untuk beberapa hari ini, lebih baik dia dirawat dulu di sini sampai keadaannya stabil."

Rigel membaca dengan serius semua resep itu, mendengarkan penjelasan secara sungguh-sungguh. Bibirnya sampai pegal sedari tadi mengulum senyum sambil membayangkan bagaimana lucunya tubuh Sea ketika berbadan dua. Atau, saat tubuh itu mulai menggemuk dan mengeluhkan berat badannya.

"Apa pun, Dok, lakukan yang terbaik untuk keduanya. Jika memang

perlu, kamar itu saya sewa sampai Sca melahirkan pun tidak masalah."

\*\*\*

Di ruangan serba putih, sudah sejak dua jam lalu Rigel mengamati wajah istrinya yang masih terlelap sambil menempatkan tangannya di atas perut Ses yang hangat. Membelai, membarkan diam untuk merasakan, man meremasnya pelan karena gemas. Ia masih sulit percaya kalau di perut kecil

int, kehidupan malaikai kecilnya tengah terus berkembang.

"Cepat bangun. Sayang. Kamu holch hajar aku sepuasmu karena hampir saja membunuh anak kita. Kamii boleh melakukan apa pun kepadaku, kecuaa memintako untuk melepaskanmu. Sungguh, aku tidak bisa. Dan tidak akan pernah aku mengabulkannya!" Rigel menaburkan ciuman di punggung tangannya, lantas menempelkan tangan itu di pipi tanpa mengalihkan pandangan dari wajah Sea "Aku pasti akan menyesal seumur hidup kalau sampai anak kita kenupa-napa. Aku minta maaf, Sayang, Seharusnya aku tidak memaksamu melakukannya. Kamu cepat bangun, aku ingin kamu tahu kalau anak kita ingin ibunya mengetahui keberadaannya."

Tetap, mata itu masih setia terpejam. Napasnya kini mulai teratur, dan wajahnya sudah tidak sepucat saat ia membawanya ke sini. Setiap tiga puluh menit sekali, akan ada Dokter yang ia titahkan untuk mengecek keadaannya dan memastikan Sea baik-baik saja. Ia pun menyuruh anak buahnya membelikan beraneka buah buahan dan makanan sehat khusus ibu hamil.

"Pantesan perut kamu agak beda ukurannya. Ternyata di sini ada dedek nya ya" ucapnya gemas, kemudian menaikkan baju Sea dan mencuminya. Pengla cepet ketemu. Kamu harus sehat-sehat di rumah barumu. Nanti setelah aman, Papa jenguk kamu lagi. Baby nggak boleh ngamuk lagi ya dan nyakitin Mama kayak sekarang? Kita harus berdamai."

Anaknya sudah berusia tujuh munggu la bahkan meminjam tab dari suster untuk membrowsing sebesar apa janın berusıa tujuh minggu ilu, tıdak puas cuma melihat lewat foto USG. Haru, bahagia, bercampur menjadi satu yang masih tidak mampu dihapuskan dari rautnya. Au mata yang sempat mengalir, mulai mengering. Seperti mumpi, anak ini datang ke dalam

## clarisayane

pemikahan mereka yang sudah di ambang kehancuran. Ia cuma berharap, malaikat kecilnya bisa menjadi penunjuk arah untuk kedua orang tuanya agar tidak kembali tersesat. Ia ingin rumah yang sebenarnya, membangun keluarga kecil yang bahagia bersama. Sea dan putra-putri mereka. Tidak. Tidak ada lagi yang ia inginkan selam itu.

"Kama lagi ngapam sih di dalam? Lama banget Papa harus mingguin selama delapan bulan lagi." Rigel memejamkan mata, mendekatkan telinganya ke perut Sea. "Kamu harus tahu, bahkan sebelum kamu lahir, Papa sudah sangat mencintannu. Meski kamu masih sebesar buturan beras, kehadiranmu sudah sangat besar pengaruhnya buat Papa. Kamu baik-baik ya di dalam. Nggak buleh bandel dan rewel. My little Angel harus jadi anak baik. Mama kamu galak banget, tahu. Dia brutal dan suka sekali menyiksa Papa. Karena Papa yang buat, saat kamu sudah besar, pastikan kamu memihak sama Papa."

PLAK

"Aww." Rigel terperanjat kaget saat kepalanya tiba-tiba terkena pukulan cukup keras.

"Apa yang kamu lakukan?!" Sea menutupkan bajunya yang tersingkap, menatap Rigel penuh permusuhan. "Kita di mana?" Ia mengedarkan pandangan, berusaha duduk terapi tidak bisa saat perutnya terasa sakit dan agak ngilu untuk digerakkan.

Riget masih memegang kepatanya, meringis. "Lihat ibumu, brutal tidak ada habisnya." Ia bangkit dari kursi, kembah membenarkan tubuh Sea agar tetap berbaring. "Jangan terlalu hanyak bergerak, Sayang. Kamu perluistirahat hanyak kata Dokter. Ada nyawa lain yang harus kamu jaga tekarang, jadi Sea nggak boleh keras kepala lagi ya?"

"Kamu ngomong apa sih? Nyingkir nggak?" Sea menepis tangan Rigel yang menepuk-nepuk pucuk kepalanya pelau-memprotes penuh peringatan.

Rigel duduk di sampingnya, meraih kedua tangan Sea yang langsung bereaksi penuh penolakan. Dia menatap tajam, meminta dilepaskan.

"Kama kenapa ngeselin banget sih, Reil Belum puas kamu nyekap aku di tempat nggak jelas itu, sekarang kamu memanfaatkan aku yang terkapar nggak berdaya di sini?!"

Kamu kenapa galak banget sih sama aku? Apa un hormon ibu hamil, atau apa?" Ia menggenggam erat, mencum tangannya kuat-kuat sampai meninggalkan bekas kemerahan "Sayangnya aku, jangan marah-marah terus. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf."

"Rei—"

'Aku harus apa agar hati kamu melunak? Kenapa keras banget sih? Udahan ya marahannya. Kamu nggak bosan harus menyiksa diri berjauhan sama aku? Kita juga harus jaga anak uu sama-sama."

Sea menepis tangan Rigel yang tiba tiba mengusap perutnya, matanya memicing jengah. "Aku tahu kamu memang tidak waras Tapi, bukan berarti kamu bisa mengada-ada tentang itu." Nadanya memelan, tidak habis pikir "Jaga anak? Siapa? Anak kamu dengan Star?"

Rigel menunduk, saling menempelkan kening mereka dan menangkup

wajah Sea hingga dia tidak bisa memalingkan wajah ke mana pun

"Rei, apa yang..."

"Sayang, dengar, kamu positive hamil. Little Rei dan Sea sudah tumbuh di rahimmu. Dia sudah berusia empat minggu. Delapan bulan lagi, figura

yang kita pasang di antara foto pernikahan kita, akan terisi olehnya."

Lidah Sea herubah kelu, matanya tidak herkedip dan membulat begim ucapan Rigel terlontar tegas—tak terlihat seperti sebuah guyonan kosong, "Kamu—bagaimana hisa? Dua minggu lalu aku...," mata Sea memerah, tanpa sadar mengusap perutnya yang masih rata, "..dia belum ada di sini saat itu Cuma ada satu gans merah, Rei' Aku mehhatnya sendiri."

Rigel mengambil dompetnya, mengeluarkan satu kertas putih bensikan

hasil print USG nya.

"Inhat, Sayang, int foto anak kira. Aku juga tadinya suht percaya, tetapi little kita sudah benar-benar ada di sini selama tujuh minggu." Kembal, ia mengelua lembut perut Sea. "Dia kaget dikunjungi oleh Papanya, jadi memprotes dengan memberikan kita tanda kalau dia sudah ada di sini—ninggan merasa sesak. Amazing iant it? Walaupun Ayahnya brengsek, anak kita masih ingin Papanya tahu yang pertanua kali atas kehadirannya. Dia tidak sepemarah kamu."

Air mata Sea mengalir pun dengan Rigel yang juga ikut menangis.

"Malaikat yang dulu kita nantikan, kini sudah Tuhan berikan." Rigel menunduk, menyembunyikan air matanya tanpa sudi melepaskan tangan Sea yang digenggamnya erat. "Terima kasih, Sayang, sudah bertahan sejauh

Int. Teruna kasih sudah mengandung bayi yang kuat sepertimu."

Sea masih berusaha mengumpulkan kesadaran, ia terkejut tekaligus senang luar biasa. Tidak ada kata yang cukup baik untuk mendefinisikan kebahagiaannya sekarang. Tak lama, ia mulai terusak, semakin hebat dan tak terkendah saat mengambil alih foto USG itu dari tangan Rigel, dan mendekapnya di dada erat-erat.

"Jada - aku beneran hamil?" Matanya terpejam, air mata mengalir deras

dengan tangan gemetar.

"Iya, kamu hamil, Sayang" Rigel menyeka air mata Sea, tersenyum hangat melihat dia menangis seperti anak kecil. "Kamu jarang banget nangis. Masih sangat asing melihat kamu yang biasanya pemarah dan dingin.

## clarizagani

bersikap cengeng kayak gini. Apa ini juga pengaruh bermon? Aku baca tadi, bu hamil juga sangat sensitif?

Sea ikut mengusap buhr beningnya, diam cukup lama sambil berusaha mengingat paras ibunya di surga sama. Mungkin heliau sedang memerhatikan, mungkin juga beliau ikut senang meluhatnya bersuka-cita atas kehadiran malaikat kecilirya.

"Ma, Sea hamil. Sea ... sudah nggak akan sendirian lagi di dunia ini." 5ca mengguniam sangat pelan—langsung menciptakan kernyitan tak suka

didahi Rigel.

Dia naik ke atas ranjangnya, mendekap tubuhnya yang masih lemah dengan erat. "Stapa bilang kamu sendirtan? Kamu anggap aku apa, Sea? " gesal Rigel menandaskan. "Ada aku di sini! Ada atau tanpa anak kita, kamu punya aku. Dan sekarang dia sudah hadir, artinya kamu punya aku dan anak kita. Tolong, lunakan sedikit saja hatimu, Sea. Semakin kamu bersikap seperti ini, aku akan semakin gencar mengejarmu!"

Hanya selang beberapa detik, pintu berdebam keras yang dibuka secarakasar dari arah luar. Pelukan ini dilepaskan, menoleh ke belakang, ada Rafel. yang tengah berdiri mensulang di ambang pintu dan langsung berjalan cepat ke arah Rigel dengan kemarahan yang menggelegak. Dia menarik kaua bagian lehernya, menyeretnya ke luar dari ruangan Sea dan menghempaskan

lubuhnya keras-keras ke dinding.

\*Brengsek! Dasar gila, loi\* Rafel menyentak, sambil melayangkan bigeman hertubi-tubi ke wajah Rigel. "Lo apain Sea gue sampe dia terkapar

di Rumah Sakit kayak gim?" Bajingan tengik!"

digel tidak tinggal diam. Dia melawan dengan menendang dadanya hingga terpental jauh ke belakang dan nyarus menumpa salah satu keluarga. Pasien yang berlalu-lalang. Perawat dan Dokter yang berjaga di lantai itu, langsung memanggil security ketika tidak ada satu orang pun yang berani meletai keduanya. Tubuh mereka terbanting ke sana-ke mari, sangat mengganggu ketenangan pasien lain ketika waktu sudah menyentuh ke angka dani nari

"Elo juga brengsek! Nggak usah berlagak sok pahlawan, padahal nyatanya lo juga pernah jadi sampah di hidup Sea!"

Dari erah lift, Ayah dan ibunya serta Rion baru muncul. Mereka berlaman cepat melihat Rafel dan Rigel kembali bersitegang setiap kali dipertemukan

Kalian apa-spaan?! Ini Rumah Sakit, bukan arena timu. Berhenti membuat kerusuhan! Kasihan pasien lain yang sedang sakit harus terganggu oleh affat kekanakan kalian!" kesal Lovely—berdiri di tengah keduanya.

Anak Anda yang gila! Dia seharusnya tidak memaksakan kehendaknya dengan menculik Sea!" Rafel membela diri. "Lebih baik, kahan urusi

pembuat onar ini, jangan terus mengusik hidup Sea lagi. Perceraian mereka sudah diproses, seharusnya si Bangsat ini nggak mengganggunya terus<sup>io</sup>

"Bangsat teriak Bangsat!" decih Rigel sambil membuang ludah penuh darahnya ke lantat. "Seharusnya lo sadar diri, kalau Sea nggak pernah melihat lo lebih dari seorang Kakak! Apa sebenarnya yang sedang lo perjuangkan atas diri. Sea? Walaupun kami bercerai, dia nggak akan pernah mau sama lo! Yang Sea cintai itu gua! Catat di otak lo baik baik!"

"Di lobi, tadi gue lihat ada balok kayu cukup besar. Kalian ambil lah, biar beranteninya lebih greget" Rion melewati mereka berdua dengan santai—

lantas memasuki kamar Sea dan memeluknya erat erat.

"Sea, apa yang sakit? Si Rigel ngapain kamu?! Emang bego dia, udah sinting kali. Kami sampe bikin laporan ke polisi tengah malam gini" umpatnya kesal sambil mehrik Rigel yang masih adu pandang dengan Rafel di depan pintu. "Kamu udah makan? Muka kamu kelihatan pucat"

"Aku ... baik-baik aya, Ri."

"On, lebth back to menyingkir di depan Sea dan lepasin pelukan itu. Gue nggak mau anak kami kegencet badan loi" tukas Rigel nyaring, penuh penekanan, "Lo seharusnya jaga calon keponakan lo, kan? Dia perlu banyak latirahat kata Dokter Kandungannya tadi sempat mengalaini kontraksi garagara kami berhubungan. You know what I mean, right?"

Setelah informasi tak terduga dan Rigel mengudara, Rion dan Rafel langsung bungkam. Mereka membeku untuk beberapa saat, termasuk kedua orang tuanya yang terdiam dan menatap Sea—menuntut penjelasan

langsung damnya.

"Benar begitu, Sea? Kamu ... sedang hanul?" Ayahnya yang memastikan, menghela langkah ke dekatnya dengan tidak sabaran. "Ret sedang nggak bercanda, kan?"

"Rei, lo jangan berbicara omong kosong! Nggak usah keterlaluan!" protes Rafel tidak terima sambil menunjuk penuh amarah wajahnya. "Kalian akan segera bercerat! Pengacaraku sudah mengurus semuanya, io dengar?!"

Rigel menyeringai kecil, ditentani wajah yang telah dipenuhi banyak memar dan berjalan ke hadapan Sea. Ia menyingkirkan tubuh Rion tanpa perasaan, lantas duduk di samping Sea dan mengusap lembut perutnya yang masih tata.

"Seharusnya ini menjadi kabar gembira, bukan? Kami akan segera menjadi orang tuo. Bisakah kalian berhenti ikut campur dan biarkan kami saja yang menyelesaikan semuanya?"

Rigel mengambil foto USG di tangan Sea, meletakkan di atas selimutnya.

"Sea akhirnya hamil Ma, Pa. Usia kandungannya memasuki mingguke tujuh." Rigel menatap kedua orang tuanya sungguh-sungguh, memohon

# clarifayani

pengertian mereka. "Aku mohon, biarkan aku tetap berada di sisi Sea. Aku ngin anak kami dibesarkan dengan kasih sayang yang sempurna Semua kerusakan yang aku lakukan, sedang berusaha aku perbaiki, Pa, agar semilanya di jalur yang benar. Tolong jangan biarkan aku tersesat lagi. Aku ingin kami menata pernikahan ini dengan tenang."

Rigel menatap Sea, matanya berkaca-kaca. Sea, harus seperti apa aku memohon padamu agar tidak ada perceraian. Kita berdua tahu kita masih

saling menginginkan."

"Lalu, bagaimana dengan anak kita, Kak Rei? Kamu janji padaku untuk bertanggung jawab penuh atas London. Dia juga anakmu, yang membutuhkan kehadiranmu."

Entah bagaimana awalnya, suara Star di ambang pintu langsung membuyarkan permintaan penuh harap Rigel terhadap Sea. Dia berjalan mendekat, tersenyum hangat bak malaikat. Kehadiran tiba-tibanya di sana tentu langsung dihujani pandangan terkejut dari semua pasang mata yang ada di ruangan Sea.

"Hai, kalian semua apa kabar? Selamat atas kehamilan kamu, Sea. Calon anakmu adalah cucu kedua dari keluarga Xander, kamu pasti tahu itu"



Rigel bangkit dari ranjang, dadanya berdebar nyaris meledak melihat Star ada di sana—menjelaskan secara gamblang status anak pertamanya. B hirnya langsung hungkam, menggenggam lebih erat tangan Ses yang dingin—berharap tidak ditepiskan. Raut bahagia yang semula menghiasi, meluruh tak bersisa dari wajahnya.

"Star, kamu masih memiliki muka datang ke smi?" Rion bertanya, menyoro,kan tatapan tak suka, "Cucu pertama? Maksudmu ... cucu di luar

nikah pertama keluarga Xander?"

Seperti tinjuan tak kasat mata, Star berusaha menelan saliva mendengar kalimat frontal Adiknya. Tidak ada tatapan penuh segan seperti dulu. Sorot itu tampak mencela, dan teramat kecewa. Bahkan ia tidak sanggup menatap kedua mata orang tuanya, yang berdiri kaku, tidak bergerak ke mana mana di dekat ranjang Sea. Dingin, tidak jarang juga mereka memalingkan wajah ke arah lain agar tidak bersitatap langsung dengannya.

"Oh, tentu ya Si Rei harus bertanggung jawab penuh atas anak kalian. Kan bikinnya sama sama, enaknya juga sama sama. Masa cuma lo doang yang harus menanggung malu. Iya, kan? Gue—" Rion melanjutkan ucapan

sarkasnya, yang langsung dibekap oleh Rafel.

Pun dengan Ayah dan Ibunya yang langsung tersedak mendengar

cicitan Rion yang berapi-api Jiwa anak muda suht sekali dikendalikan

"Dasar anak kecil kurang ajar. Diem, biar mereka selesaikan dulu!" gumam Rafel, sedikit mendorong tubuh Rion ke belakang. Walaupun Rafel terkejut melihat kedatangan tiba-tiba Star, tetapi konflik di antara mereka memang harus segera diselesaikan. Layaknya benang kusut, tidak ada titik jelas akan dibawa ke arah mana dan di sebelah mana ujungnya. Sementara Sea sedang mengandung anak si Bangsat Rigel. Ia ingin semuanya clear, agar

### classagani

tidak ada lagi masalah di akhir yang membebankan Sea disaat kehamilannya. "Apa yang kamu inginkan, Star?" Sea berusaha duduk, menatapnya

lurus "Mungkin aku bisa bantu."

"Ya 51 Rei lah, Sea. Masa masih pake ditanya segala. Dia pengin tit-"

"Brengsek!" Rafel kembali membekap muhit Rion yang sempat ditepisnya. Tit apa pun itu, pasti bukan hal baik untuk diterima gendang

telinga "Lo bisa diem dulu nggak? Itu orang dewasa lagi ngomong."

"Gregetan gue!" Rion mengentakkan tangan Rafel dengan kesal, lalu menunjuk Star. "Gue nggak akan biarkan dia nyakitin hati keluarga gue lagi. Jika lu pengin si Rei, ambil aja sana! Pait dagingnya, nggak ada yang suka juga. Tapi, Jangan pernah ganggu Sea ataupun nyokap dan bokap gue lagi. Seharusnya udah cukup—kecewa yang mereka terima dari kalian berdua!"

Sea bergerak, Rigel langsung membungkuk panik, menahan tubuhnya

dan menyemetkan kecupan lama di punggung tangamiya.

"No! Don't go anywhere! This is your home!" In menggeleng, dengan sepasang mata yang sudah memerah Sungguli, ia sangat takut Sea akan semakin sulit dijangkau. Mengapa Star harus datang dikala hubungannya dengan Sea nyaris mencair la pikir ucapan perpisahan malam itu menandakan semuanya selesai. Sialan:

Rei-"

"Sea, aku bersumpah, kami sudah selesai. Aku hanya akan bertanggung jawah pada London, tapi aku tidak akan memulai apa pun lagi dengan Stat. Untuk kali ini, percaya padaku. Aku mohon, jangan menghindariku lagi karena ini. Kami benar-benar sudah selesai! Everything is over between us!" Rigel berucap frustasi. Rasa takut kembali ditinggalkan olehnya mengelilingi kepala.

Sea memalingkan wajahnya ke samping, napasnya terdengar berat dengan detak bertahian cepat. Raut panik tidak bisa ditutupi dari paras tampan Rigel. Dia terus menggeleng, meyakinkan dirinya berulang kali. Andat saja—andai saja ia tidak memimpukan harapannya sebanyak itu pada Rigel, mungkin rasa kecewa yang pernah diberikannya sudah pudar tak bersisa sejak dia memohon padanya untuk dimaafkan. Tapi, ia takut, la benar benar takut sekali lagi percaya, hanya untuk kembali dipatahkan olehnya.

"Sea, aku nggak mungkin merusak hubungan kita sekah lagi. Kamu, inga tahu seberantakan apa aku sekarang." Rigel menangkup wajah Sea, menatapnya. "Look at me, I love you so much. Sea! Jangan berpikiran yang tidak-tidak lagi."

Star menggigat bibir dalamnya, tanpa terasa langkahnya terhela mundur. Bulir bening menggenang di pelupuk mata, ditahannya di sana agar tidak

meluncur keluar. Sudah sangat jelas, ia tadak diinginkan. Sudah sangat jelas, Sea lah yang ingin diajaknya menua bersama. Ia udak tahu, sebenarnya apa yang sekarang 12 harapkan?

"Star ada di sini. Bukankah seharusnya kamu menyelesaikan masalah kalian dulu? Jangan menyeretku lagi ke dalam hubungan memuakkan

kalian!"

"Sudah, Sayang! Semuanya sudah selesai!"

Sea menepis tangan Rugel dari wajahnya, memalingkan kembali "Keluar, Aku perlu istirahat,"

Rigel katang kabut, beralih menatap Star dan berdiri menjulang melayangkan tatapan penuh kebencian. "Star, bukannya kita sadah membicarakan perihal ini? Kenapa kamu tiba-tiba datang dan mengacaukan

segalanya, stalan?' sentaknya nyaring.

Seperti baru saja merosot jatuh, detak jantungnya berpacu lebih cepat. Rigel berkali upat lebih menakutkan, tidak ada pandangan bangat yang dulu sekali sering dia berikan. "Be belum. Masih banyak yang ingin kubicarakan padamu. Dan sekarang, rasanya nggak adal melihat kamu begitu menyayangi janin itu, sementara dulu aku barus berjuang sendirian demi melahirkan putra kitu."

Satu tangan Rigel terkepal, matanya memicing tak habia pikir. "Kamu nggak pernah mengatakan tentang kehadiran anak itu. Dari awal, kamu memilih menyembunyikan semuanya. Bagaimana aku bisa tahu tentang

kehamilan itu kalau kainu diam soja?!"

"Bagaimana aku bisa mengatakannya kalau saat itu kita masih saudara?"

Rahang Rigel mengetat, tatapannya menajam, terlihat begitu mengerikan. "Gue akan tanggung jawah penuh atas anak gue! Tapi, bukan berarti gue ingin berurusan lagi sama lo! Apa pun. Star. apa pun yang London butuhkan, lo cukup bilang!"

Sentakkan kasar itu berhasil menjatuhkan air mata Star, yang segera diusapnya secara kasar. "Bagaimana ... jika yang London butuhkan itu orang tua yang lengkap?" Tulang kaki Star mulai terasa lemas, nyaris tidak mampu berdiri lebih lama di hadapan semua orang dengan berhagai macam tatapan.

Telalu geram, Rigel hendak maju ke arah Stat Namun, saat tautan tangannya dengan Sea harus terpaksa dilepas, tiba tiba genggaman itu malah

kıan mengerat.

Seperti keajaiban, si keras kepala itu membalas genggamannya—tidak kalah erat. Rigel sampai kehilangan kata untuk sesaat, kecuali membulatkan mata dipenuhi oleh rasa bahagia yang hebat.

"Kalau begitu, biarkan London tinggal bersama kami. Dia akan

mendapat orang tua yang utuh—jika itu yang dia butuhkan."

# clausayani

Jawaban Sea yang terlontar dingin dan penuh penekanan, secara otomatis langsung membuat semua orang yang ada di sana menatapnya heran-membisu, dengan rasa tak percaya. Tidak ada yang menyangka Sea akan menjawah begitu.

"Sea...," haru, tangan Rigel mulai gemetar gugup luar biasa. Kaitan ungan itu tidak dibiarkan terlepas sama sekali olehnya. Secara posesif, dia

menggenggamnya menggunakan dua tangan.

Sea tidak menatap Rigel, tetap memandang Star lurus lurus. Pun, Star

aga berhasil dibungkam oleh jawabannya.

"Biar kami yang merawat dia, jika London menginginkan kasih sayang yang utuh. Saya istri sah dari Papa kandungnya. Artinya, dia juga sekarang esmi anak saya." Sea mengucapkan semuanya secara pelan dan tenang

"Sea, kamu ... tidak serius kan mengatakan itu?" Star menatap horor, bertanya terbata. Dilingkupi getir yang tertahan, ia menatap kedua orang ituyang terlihat saling menciniai. "Anak itu hasil huah cinta kami. Dia—"

"Berhentt menggunakan anak malang itu untuk menjebak Rigel!" ientak Sea, memicingkan mata. "Kamu tidak kasihan, Star? Kamu bersikap seolah-olah ibu yang sangai baik memperjuangkan kelengkapan keluarga, tapi faktenya, kamu malah di sini dan meninggalkannya untuk mengejar cinta masa lahimul Jika dia sudah mengerti, saya yakin dia tidak akan bangga. dengan cara ibunya memaksakan kehendak, mempermalukan diri sendiri. teperti ini di hadapan orang tua yang telah merawatmu juga".

Lidah Star seketika kelu, ia benar benar membisu. Tangannya yang

bergetar, ia kepalkan dan ditempatkan di sisi tuhuh

"Apa kamu sadar, kelakuanmu yang tidak punya malu ini sangat menyakiti hati mereka sekarang? Berhenti bersikap meniljikkan, you are better than this, Star! Aku tahu jauh di dalam hatimu, kamu pun merasa bersalah dengan situasi kita. Berhenti menepiakan perasaan bersalahmu demi memenuhi kebutuhan egomu. Perbaiki, jangan malah kamu rusak tempai kerusakannya tidak bisa kamu tata lagi di kemudian hari"

Air mata Star terjatuh membasahi pipinya. Kini, ia biarkan mengalir

meski bibirriya tak bersuara.

Sea menatap Rigel, lalu menunduk menatap tautan tangan mereka yang terjaan erat. "Jangan mendekat ke arahnya. Aku nggak sukat"

Seperti anjing penurut, Rigel mengangguk-angguk cepat sementara rautnya masih kosong—sulit dipercaya Sea akan mengatakan semua itu.

Apa Dokter salah memberinya obat?

"lya nggak?" Sea memastikan, karena Rigel masih tidak bersuara kecuali mengangguk terus sedan tadi.

la heran, sebenernya anak ini kenapa?

"IYA, IYA! Tentu saja, Sayangnya aku!"

"Gila. GELIIK banget gua!" Rion mengentakkan kursi tunggu di dekat ranjang Sea, bahkan nyaris terjungkir balik. Kemudian dengan langkah cepat, ia memilih berlalu dari kamar untuk menjernihkan pemandangan dari kerukunan mereka.

Kerukanan mereka adalah awal dari pendentaannya. Sekeras apa pun menerima, tetap saja hatinya merasa terpotek sakit. Apalagi mengingat Sea sedang mengandung darah daging si Brengsek itu. Kutunggu jandamu saja rasanya sulit sekali berlaku.

"Hai Tante, Om, apa kabar?" Seorang pina lengkap dengan kemeja hitam yang digulung sesiku dan celana bahannya, tiba-tiba memasuki ruangan dan

menyapa kedua orang tuanya secara hangat.

Lovely dan Jayden mendongak, mengangguk kecil membahas sapaan "David, kamu di ami," ucapnya singkat—basa basi. Mereka yang sedari tadi memilih diam dan tak ikut campur, masih kesulitan merangkai kata setelah keributan beberapa saat lalu.

"Maaf, malam malam ganggu." David melenggang ke dekat ranjang

seraya mendelik ke arah Rigel.

"Lo ngapam di sini?" tonya Rigel heran setaya menatap dua buket bunga

yang dia hawa. "Apa banget lo bawa-bawa bunga segula?"

Lengannya yang berurat dibiasi tato, menyodorkan satu keranjang penuh buah-buahan dan satu buket bunga ke arah Sea tanpa memedulikan ucapan alola Rigel.

"Kebetulan tadi gue lagi di dekat sini. Terus dapat info dari temen yang lain Sea masuk Rumah Sakit gara-gara diculik lo." David mendecak, mennyor keparanya. "Bego" Lo kegilaan sama dia nggak ilang-ilang dari dulu. Nggak bisa banget ya selesaikan secara normal?"

"Bisa, kalau itu bukan Sea perempuannya." Rigel melemparkan buket bunga itu ke sofa, tidak menerima. "Thanks udah datang Tapi, Sea gue alergi

bunga,"

"Monyong, bilang aja lo cemburu!"

Rigel tidak menyahuti, kembah fokus pada tangan mereka yang saling tertaut dan masih tidak sudi untuk dilepaskannya. Seolah tak terlihat, Star yang masih berdiri di dekat pintu masuk, cuma iadi pemerhati dua orang yang kim saling terdiam, tetapi kecupan kecupan kecil terus ditaburkan oleh Rigel di tangan Sea.

Rigel menatap wajah Sea yang masih sedikit pucat dengan lekat, membelai surai rambutnya lantas menyehpkan ke telinga "Kamu lagi sakit aja cantik Lagi hamil, nambah cantik. Gemes banget."

David mengernyit, merinding sekali mendengar seorang Rigel yang dia

# claripayane

kenal mengatakan hal-hal berlebihan sejenis itu.

"Lo nggak jijik Rei denger omongan lo sendiri?"

Rigel tidak tertarik mendengar respons dari David, pun dengan Sea yang menoyor kepalanya.

"Sinteng kamu!"

Rigel maiah sengaja membaringkan kepalanya di atas perut Sea, mengembuskan napas lega. "Smtingnya buat kamu. Normalnya buat kamu Kerasnya juga cuma buat kamu." Suaranya terdengar serak, memeluknya erat. "Terima kasih, Sayang. Terima kasih, Aku nggak akan pernah menyianyiakan kesempatan ini lagi."

Semua orang yang ada di sana cuma jadi penonton, tidak ada yang berani mengganggu keintiman keduanya. Rigel yang merengek seperti anak kecil, dan Sea yang masih tadak berubah—tampak diam dan dingin. Tapi bedanya kini tangannya berada di atas rambut cokiat Rigel, sesekali mengeluanya— memberukan kedamaian penuh pada hati Rigel yang sempat dial oleh rasa murka luar biasa.

David yang muak melihat pemandangan melankolis itu, berbalik pada Star yang masih terpaku di tempat belum sama sekali menyadari ketegangan sunsana di antara mereka.

"Int, bunga io. Kenopa malah ditaro di bangku tung— Star, lo ahis nangis?" Dia mengernyit bingung melihat kedua matanya yang sembah dan p.p nya telah basah oleh air mata. Barulah ia sadar dan berbahis lagi ke belakang, menatap satu per satu rant setiap orang yang ada di sana

"Maaf, maaf saya nggak tahu kalau suasananya sedang tidak pas

untuk datang berkunjung. Tadi saya ke todet dulu, itu kenapa—"

"Tidak apa-apa Terima kasih sudah datang." Sea yang menimpali, agar David tidak merasa sungkan, "Terima kasih juga untuk bunga dan buahnya."

David mengangguk pelan, melutik ke arah Star yang tengah menatap kedua orang tuanya dalam diam, sementara mereka memalingkan wajah ke atah lain.

"Tante, ini bunga dari Star untuk kahan. Saya yang ngajak dia ke sini dan menginformasikan keadaan Sea. Tadi kami tidak sengaja bertemu di lobi depan."

"Tidak usah Kembalikan lagi saja padanya," Lovely tetap tidak menatap

ke arah Star, membuang muka dan memulih benjalan menjauhinya.

David yang cuma mendengar selentingan gosip tidak sedap tentang keluarga mereka dari yang lain akhir-akhir ini, hanya berusaha menebak tebak keributan apa yang telah terjadi di sini. Awalnya ia pikir, kondisinya tidak seburuk itu. Ia hanya yakin pada satu hal, bahwa ini pasti berhubungan dengan Rigel. Sudah menjadi rahasia umum kalau di antara mereka pernah

ter, alin sesuatu yang di luar batas kewajaran. Dan mungkin, semuanya kinj telah terbongkar. Tidak ada orang tua yang akan diam saja mengetahui masa lalu kelam kedua anak kembarnya. Walaupun ternyata, mereka terbukti tidag sedarah.

"Tante, tadı Star berlarıan ke toko bunga di depan untuk membeli bunga lni setelah tahu kalıan juga datang. Saya tıdak tahu pasti apa yang terjadı, tapı

sepertinya menghargai sedikit usahanya tidak masalah, bukan?"

Kedatangan Star ke sini matnya memang bukan untuk menghancurkan kebahagiaan mereka. Awalnya, dia datang karena ingin meminta maaf Tetapi, semua pengakuan Rigel dan permohonannya terhadap Sea, masih sulit untuk ia terima. Apalagi setelah mendengar kalau pernikahan mereka telah dilengkapi oleh kehadiran calon bayi dan melihat bagaimana Rigel mencintai keduanya.

Kenapa saya harus menghargainya, sementara dia tidak pernah peduli

pada perasaan kami-orang tuanya?"

Star mulai menangis, terisak pelan dan mencuba menghela langkah ke

arah keduanya.

"Berhenti di sana!" Jayden memberi peringatan. "Lebih baik kamu pulang, jangan datang lagi ke sini pka hanya untuk memberitahu keheradaan anak kalian London Wenz Donfield, usia empat tahun dan diurus oleh keluanga besar Brian sekarang. Kami sudah tahu semuanya, bahkan lial paling kecil sekalipun, tanpa perlu kamu membeberkannya."

Terkejut, langkah Star tak lagi dihela. "Pa. ..."

"Jika kamu ingin mengutusinya, saya memberi kamu kesempatan jadi ibu yang baik. Tapi, jika kahan sudah tidak sanggup, dengan senang hati London akan kami ambil dan pindahkan ke situ. Sekarang, silakan pikirkan baik baik ingin jadi ibu seperti apa kamu. Tetap mengejar Rigel yang sudah memilik, kehianga, atau fokus terhadap anakmu di sana!" tegas Ayahnya, to

the point.

"Star jika kamu tidak hisa jadi anak yang baik bagi kami, setidaknya jadilah ibu yang baik bagi anakmu. Kamu membiarkan darah dagingmu sendiri hidup bersama orang asing, sementara kamu sibuk mengejar kebahagiaan semu yang sudah berlalu." Lovely tak kuasa membendung air matanya, melihat putri kesayangannya mematung di tempat dan tampak hancur "Saya harap, kamu tidak akan pernah merasakan sakitnya dikhianati oleh anakmu sendiri. Saya harap, kamu bisa jadi figur ibu yang baik hagi London tidak gagal didik seperti kami. Rei akan bertanggung jawab penuh atas cucu kami, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang kebutuhan finansialnya."

\*Dan jika kamu ingin London mendapatkan kasih sayang utuh dariku.

### classagani

aku siap merawatnya kapan saja. Aku tidak akan pernah menelantarkannya!" Rigel menatap Star sungguh-sungguh, yang diam terpaku di tempat mendengarkan "Hanya bukan berarti kita bisa bersama. Sudah cukup, Star Sampat di sini, aku harap kamu lupakan masa lalu kelam kita dan bergerak ke depun mencari kebahagiaanmu sendiri. Sudah tidak ada lagi yang bisa kita perbuki di belakung. Kamu maupun aku, kita tidak akan mampu untuk menala ulang kehidupan lalu yang telah berjalan serusak itu."

"Sekarang, lebih baik kamu pergi." Lovely mengusap bulir air matanya

sekan laga-yang sedara tada tidak kunjung berhenti.

Seketika, Star berkutut di bawah kaki ibunya, kemudian memeluknya beg tu erat. "Ma tolong jangan menangis lagi karena aku. Tolong jangan menangu karena anak tidak tahu malu sepertiku. Jangan membuang air matamu untuk anak tidak berguna dan tidak tahu diri ini. Maaf, sudah mengganggu malam kahan. Seharusnya aku tidak datang. Star hanya . Star hinya ingin melihat sebentar saia wajah kalian."

Lovely berusaha mendorong tubuh Star-memute dilepaskan. Menjauh. Star Jangan pernah menampakan diri lagi di hadapan kami. Menjauhi" Dia menangu, air mata membantiri pipi putilinya begitu banyak.

Star menggeleng keras-keras. "Aku tidak tahu harus memulai dari mana Terlala banyak kata maaf ... yang ingin kuucapkan. Meaki aku tahu, bahkan aku tidak berhak mengatakannya." Menangis hebat dengan lutut berbenturan langsung di atas lantai, ia tergugu sampai kesulitan bernapas. Tidak sus yang salah dengan didikan kahan. Aku lah yang tidak tahu diti dan melupakan kasih sayang yang selama ini kalian berikan. Seumur hidap, kalian menyayangiku. Tapi, aku malah membalasnya dengan luka tak berujung."

Tangan Lovely berhents mendurung tubuhnya, membiarkan Star memeluknya begitu erat dan meraung sejadi jadinya. "Ma, STAR MINTA MAAFISTAR MINTA MAAF!"

Semua yang berada di sana tersentak, saat raungan itu begitu mendengung memenuhi setiap sudut ruang rawat map Sea Pelukannya tidak secrat beberapa saat lalu, tetapi tangannya masih terangkar di kedua kaki Lovely—memohon ampunan.

Tolong, jangan membenciku. Tidak apa jika Mama tidak memaafkanku, tapi aku mohon jangan membenciku. Jangan membenciku, Ma. Tolong

angan..."

"Star..."

Aku akan menjauh dari keluarga kalian, sejauh yang kalian inginkan. kalya sahi ... biarkan aku tetap menjadi Star—putri satu-satunya yang pernah kalan sayang sepenuh hati. Putri yang selalu merengek meminta dibelikan

teddy bear sebesar mobil, yang digendong sama Papa di atas pundaknya setiap hari, yang selalu menangis dan mengadu saat dijahili oleh Kakaknya ... Jangan membencutu, tolong. Semua kenangan itu yang kitu masih mampu membuatku hidup."

Ayahnya memegang bahunya, mengangkatnya. Dia membalik tubuh

Star yang lemah, wajahnya merah dan pucat—tampak menyedihkan.

"Pa, Star sayang kahan," ia menangs, air matanya mengalir tak ada habis. "Meski aku mengecewakan kahan begitu besar, tolong biarkan aku tetap menganggap kahan kedua orang tuaku. Meski terdengar tidak tahu diri, aku mgin ibu dan ayahku tetap kahan—tidak peduli sedarah atau bukan."

"Star, lebih baik baik kamu pulang. Istirahat. Kamu terlihat benar benar kacau" Jayden merapikan rambut Star yang kusut, mengusap air matanya

yang mengalir deras di kedua netranya.

Dengan gemetar, Star pun balas mengulurkan tangan pada wajah tampan Ayahnya yang tidak banyak berubah—mengusap bulir benung yang membasahi pipinya. "Papa jangan menangis juga. Maai, Pa, harus membiarkan kalian terluka sebanyak ini Maaikan aku."

"Biarkan Papa menelepon Sopir untuk mengantarmu pulang," Jayden

hendak mengetuarkan ponsel, tetapi dicegali Star.

la tersenyum hangat lantas menggeleng. "Terima kasih, tapi tidak perlu. Star bisa pulang sendiri."

"Tapi, int sudah malam. Bier-

Star memundurkan langkah, memakaskan senyum tetap terbit di bibirnya. "Terima kasih sudah membuatku jadi anak yang dinginkan Di keluarga kalian, aku dilimpahkan banyak kasih sayang, bukan cuma seorang anak haram. Jika aku bisa, aku pun ingin berterima kasih pada pemilik nama Star Galexia sesungguhnya. Jika dia hidup, pasti dia akan menjadi bintang yang benar-henar terang. Jayaknya nama yang disandangnya."

"Anak . apa?" Jayden mengernyit tak suka—ketika Star menyebut dirinya sendiri panggilan terkutuk itu. Panggilan yang dulu kala pernah juga

d.m.likinya. "Siapa yang bilang begitu?!"

Star menggeleng tidak sanggup untuk menegaskan perihal siapa dirinya pada mereka. "Jaga diri kalian. Mungkin kita akan jarang ketemu," Ia segera mengusap air matanya yang baru saja mengalir jatuh, tanpa menyurutkan senyuan. "Maaf untuk semuanya. Maaf, atas kedatangan tiba tibaku ke sini. Bunganya biar aku bawa pergi lagi."

Lovely mengulurkan tangannya, meminta. "Biar Mama simpan"

Mama...

Mendengar sebutan itu, isak yang semula mereda, mulai kesulitan ditahannya. Ia memilih menunduk, mengambil dari tangan David dan

# clarisayani

menyerahkan dengan gemetar pada tangan Lovely.

"Terima kasıh, Ma,"

Lovely tidak mengatakan apa apa Canggung masih belum bisa denyahkan sepenuhnya di antara mereka.

Star menatap Sea, cukup lama, yang juga menatapnya dalam diam-

dengan wajah yang memerah.

"Sea, selamat atas kehamilanmu. Dan teruna kasih, Karena kedatanganmu di hidup kami, aku jadi tahu bahwa tidak selamanya aku bisa mendapatkan apa yang kumau. Tidak selamanya dunia akan terus berpusat di atas kepalaku. Dan maat, maaf untuk segala keegoisanku. Aku harap suatu hari nanti, kita bisa bertemu dengan hati yang sembuh—menjadikan lelucon kehidupan lalu kita, dan tertawa lepas bersama tanpa perasaan sakit yang mendera."

Setiap kalimat yang keluar dari bibir Star, terdengar sangat tulus, meski getir dalam mada suaranya begitu jelas terdengar. Dia hancur, Sca tahu itu. Tapi, paling tidak, dia berusaha melepaskan segala egonya dan keluar dari lingkaran setan yang dia ciptakan sendiri untuk memberikan sakit lebih banyak pada dirinya.

"Rei pasti akan jadi seorang Ayah yang hebat. Kita berdua tahu itu, Dia sangat mencintamu, bahkan jauh sebelum kamu menyimpan rasa terhadapnya. Enam tahun lalu. ? Dan dia jatuh cinta padamu sejak hari pertama dia menhatmu."

Setiap kilas ingatan di kepala Star yang gencar bergentayangan, semuanya hanya tentang momen mereka dengan dirinya sebagai figurannya. Dari mulai Rigel turun ke bawah, menjahili Sea di tangga, mengumpoti Sea karena menabraknya, lanjut ke bus ketika sepasang matanya selalu terarah pada Sea— walau tangan itu tanpa benti mengipasanya. Sea, Sea, dan Sea, Mata si bodoh itu dari awal selalu tertuju padanya—walau bibirnya selalu menyerukan betapa dia ingin Sea enyah dari hidupnya.

Sta menautkan alis, tidak paham. Ia menatap Rigel, dan dia cuma

mengedikkan bahu-tampak tidak paham juga.

Dua orang manusia bodok yang sok ikut bermain cinta.

"Bahkan sampai hari ini, dia tidak pernah tahu sejak kapan dia mulai mencintaimu, Sea," Star teraenyum, mengangguk kecil. "Sekali lagi, selamat atas kehadiran cucu pertama keluarga Xander. Aku—"

"Cucu kedua Kander, Itu sudah benar, Star London bagian dari kami, lika kamu lupa." Sea mengoreksi, meski tanpa ekspresi. Benar-benar datar.

Star membuka mulut, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia cuma mengangguk kecil, lalu berbalik ke arah pintu dituntun oleh David.

"Sea, kamu mau ke mana?" Rigel tampak panik saat Sea berusaha turun

dari ranjang, dan menyusul Star.

"Bantu aku ke depan,"

"Kamu nggak boleh gerak kata Dokter."

"Sebentar eja, Rei!"

"Brar aku sala--"

"Tidak perlu! Biar aku saja!" Rigel menepis tangan Rafel dengan kasar. soat dia menawarkan bantuan.

Rion yang berada di depan pintu dan menyaksikan semuanya, langsung berdecak jengkel saat dua bocah itu tengah berebut untuk menggendong Sea "Lo berdua itu memang ditakdirkan untuk saling baku hantam ya?"

"Cepetan, Rei!" seru Sea, gregetan.

"Iya, sayangku Sabar dong." Dengan sigap, Rigel mengangkat tubuh Sea yang masih lemah. "Bantu dorongin infusnya aja lo!" ketus Rigel pada Rafel yang menghunuskan tatapan tajam.

"Star, tunggu!" Sea memanggil, saat Star sudah berada di ujung kondor-Dia t.dak berbahk, tetap memunggungi, tetapi kakinya berbenti.

"Kamu bukan satu-satunya anak haram di dunia ini. Aku pun. Aku tidak pernah tahu slapa Ayah kandungku sampai detik ini. Jadi, kamu tidak perlu merasa terasing hanya karena status itu. Di waktu yang tepat, Tuhan pasti akan mengirimkan kita kebahagiaan. Tetapi, pastikan semuanya dicari dengan care benar. Apa pun yang dimulai dengan cara yang baik, pasti akan berakhir baik. Begitupun sebaliknya."

Star tidak menjawah, tetapi suggukan pelan sebelum dia menghilang

dari pandangan, sudan cukup jelas kalau dia mendengarkan.

Suara entakkan musik di kelah malam itu begitu memekakan. Duduk bersistan bersama David, sudah sejak satu jam lalu Star menyesap minuman beralkoholnya.

"Apa Kak David ingat sekitar enam tahun lalu kita pernah bertemu di sını?" Mata Star masıh tertuju ke arah dance floor—menatap tubuh semut tamu yang mehak liuk di antara keramaian.

Dia mengangguk, tersenyum kecil sambil menyulut ujung rokoknya. "Iya, gue inget. Saat itu, lo cuma pake piyama tidur ke sini, datang buat

demout si Rei."

Star terkekeh, merasa lucu. "Kakak juga yang membawaku masuk ke dalam dan mengenalkanku pada kehidupan Kak Rei yang sesungguhnya. Aku henar-benar patah hati saat itu. Tanpa pikir panjang, aku menenggak

# clasisayani

minuman yang kamu kasih. Padahal jelas jelas tahu itu alkohol"

Dan terjadilah awai mula kisah terlarang itu terbentuk. Dengan sengaja, Star memberinya chuman—padahal ia masih cukup sadar saat itu.

"Gue tahu"

Star langsung menoleh dan menatap David dengan alis saling bertaut. "Apa...?"

"Lo tahu jewabannya."

Star memijit pangkal hidungnya, menumpukan satu sisi wajah dan menatap David. Dalam sekali lihat, siapa pun pasti tahu kalau pria tampan di depannya bukanlah pria baik baik. Seringai licik, totapan jenaka, bertato, sebelah telunga memiliki tindikan, dan pemilik kelah dengan dunia miam yang sangat kental. Namun, entah mengapa, ia harus terdampar bersamanya di sim.

"Aku ingin ber-gue elo!"

David terbatuk pelan, lantas tersenyum usil sambil mengangguk angguk. "Sure, as you like Bayik banget kan ber-aku kamu-an"

"Lagian kita cuma heda setahun."

"Actually, no! Gue tiga tahun lebih tua di atas lo."

"What?! How...? Jelas jelas saat aku eh gue kelas sebelas, saat itu lobaru kelas duabelas"

"Betul. Tapi, gue of) sekolah selama dua tahun."

"Ya ya ... whatever!" Star meneguk minumannya, mengibaskan tangan.

Mereka berdua diam lagi.

"Sejak kapan lo tahu kami berhubungan?" Star kembali membuka

percakapan.

"Mungkin maksud lo, pernah berhubungan?" Dia mengisap rokok, mengepulkan asapnya ke udara, lalu meletakkan di tepian asbak. "Sejak awal gue lihat interaksi kalian berdua Terutama elo yang selalu nempel dan ketergantungan sama si Kei. Gue yakin, kalian pasti akan ada apa-apa di kemudian hari. Dan dugaan gue benar, kalian emang menjalin hubungan—bahkan gosipnya menyebar ke seluruh kelas."

"Gue pikir kalian nggak menganggap serius gosip itu. Kalian terlihat

blasa aja, Dan gosip itu pun nggak berkelanjutan panjang."

David tersenyum kecil, mendecih. "Kakak lo itu orang gila. Dia menyeret salah satu teman si Randy yang pertama kali nyebarin—ke belakang gedung, terus dihajar habis hahisan di sana, bahkan nyaris mati. Besoknya, giliran si Randy yang dibawa ke playground, diancam sampe mampus. Gue nggak terain gubris, cuma yang pasti setelah itu, kehidupan kalian juga tenang, kan?"

Mata Star membulat, tidak pernah tahu kalau dia sebrutal itu, "Dibawa

ke . playground? Itu apa? Jadi, Rei menculik Randy?"

"Basecamp anak-anak. And yep, he kidnapped him for like. two days"

"What?!" Star memekik.

"Rei cocok jadi mafia. Gue suka gaya dia. Kalau dia bukan berasal dari keluarga kaya raya, mungkin dia akan jadi anak buah kesayangan gue. Yah, lo tahu sendiri orang-orang manggil dia malia kecil, itu pasti bukan tenpa alasan, kan? Gue hampir yakın dia pernah bunuh orang."

David tertawa, melihat ekspresi Star yang menganga "Don't worry. Sampai detik ini belum pernah ada nyawa yang dia lenyapkan. Tapi, kalau lo terus keras kepala ngehalangin jalan dia, mungkin lo akan jadi orang

pertama yang dia habisi."

"Jadt, dia pernah menutupi hubungan kami sekeras itu," Star

mengangguk kecil, lantas menyesap minumannya.

David menggeleng, "Bukan, Tapi, karena Randy dan teman temannya pun mengolok-olok Sea. Dia mengatakan hal kotor tentang dia dan mengancamnya Mereka pernah berkelahi di acara pesta ultah kahan, jadi Sea juga akhirnya ikut kebawa."

"Se-sen?"

"Hm... Si Rei hampir membunuh dua orang itu, karena Sea. Geng Randy itu licis, jad, mereka mencari celah untuk membuat si mafia kecil itu marah, persis saat dia mengancam lo. Star Tapi yang nggak diduga, Rei kalap kayak urang kesetanan. Dia benar benar nggak terkendali, sampe akhirnya inereka kapok herurusan sama ilia lagi."

Star tidak pernah tahu tentang itu,

"Are you okay?" David menyentuli dagu Star, sedikit mengangkatnya.

Star mengembuskan napas pelan, kembah menuangkan minuman kedalam gelasnya dengan senyum getir yang terpasang. "Everything I've loved, become eveything I lost."

Davic, mengambil alih gelas itu, lantas menangkup wajah Star yang terlihat memerah seperti tomat. "Karena lo menginginkan sesuatu yang nggak seharusnya lo genggam, Stat Andaikan lo lebih memilih mengalah sedikit aja dari ego lo, lo nggak akan pernah sesakit ini. Kehilangan yang lo dapat nggak akan pernah sebanyak ini. Dari awal, elo lah yang memilih jalan terjal dan akhirnya malah menyesatkan lo. Padahal masih banyak Jalan yang lebih mudah lo lalui, daripada jalan yang nggak pasti dan berduri."

"Apaan sih," Star menepis tangan David, berusaha mengambil minumannya "Bahkin nggak" Gue perlu hilang kewarasan sebentar aja

untuk melupakan semuanya. Cuma malam ini, gue ingin lupa."

"Lo udah nggak perlu alkohol. Sekarang aja lo udah nggak waras," ucap Dayid santai, lalu meneguk minuman Stac.

clasifayane

"Fuck! That's mine!"

"En, berucap kotor! Gue aduin ya sama Kak Rei..."

"Gue masih ingat dengan jelas ucapan nyokap kandung gue pagi ini, kajau ternyata gue cume anak haram. Gue lahir hasil dari hubungan gelap ibu gue dengan lelaki beristri. Bahkan, si brengsek itu ingin melenyapkan gue, makanya gue dibuang dan diserahkan sama keluarga Xander!"

Tawa yang sempat ada di bibir David, seketika luntur.

"Gue anak yang nggak pernah dianginkan, persis seperti London sekarang. Kalau gue nggak pernah dunginkan dari awal, kenapa gue harus dilahirkan?!" Star menangis, tiba-tiba meraih kerah kemeja David dan menarik-nariknya. "Gue masih sadar. Gue masih ingat setiap kata yang dia katakan, Vid!"

David tidak melawan, tetapi dia memalingkan wajahnya ke samping

dan kembali menuangkan minuman ke dalam gelas.

"Gae juga bukan anak kandung orang tua gue. Nyokap gue selingkuh sama bodyguard pribadinya, dan lahirlah gue. Si tua bangka dan bodoh itu, meski udah tahu nyokap gue sebrengsek itu, dia tetap mempertahankan rumah tangga mereka dengan dalih cinta. Sementara gue ... nyaris mati enap hari disiksa di tangannya untuk kesalahan dari dosa yang nggak gue lakukan "

Tangan Star langsung membeku, tidak lagi menarik-nariknya.

David menatap Star, begitu kelam dan tajam. "The world is so fucked up Jika lo nggak mati, maka harus stap beradaptasi. Cuma itu pilihannya!" <sup>ucapnya</sup>, lalu menenggak minuman di tangannya.



Dengan langkah gontai, Rafel memasuki ruangan kebesarannya Sapaan demi sapaan hangat yang ia dapat dari seluruh bawahannya, tidak sama sekali melunturkan ekspresinya yang tertekuk kelam sejak beberapa jain lalu selepas pulang dari Rumah Sakit, Pun, kepalanya serasa akan pecah sekarang saat akhirnya bokongnya menyentuh kursi. Ia tidak tidur semalaman penuh, dan perjalanannya ke luar kota untuk menemui tersangka ashi dari peristiwa kebakaran itu juga harus dibatalkan. Ditambah setelah melihat momen si Bangsat Rigel dan Sea yang mulai berbaikan. Proses perceraian pun mau tidak mau harus dicabut.

Saat Rafel masih memijit kening, dobrakkan pintu yang berdebam nyaring membuatnya mendongak—cukup terkejut melihat kedatangannya. Ia langsung berdiri dari duduknya, melihat sosok yang dulu begitu penyayang, kini menatapnya dengan raut murka. Selama delapan tahun, dia menjadi sosok yang dingin dan tak tersentuh. Tidak ada lagi wibawa yang bisa ia lihat, kecuali kemarahan dan kehencian lah yang mengendalikan.

Hanya kurang dari dua meter, dia menatapnya penuh amarah disusul oleh entakkan lembaran foto yang dengan keras dia lempar ke arah meja hingga sebagiannya berhamburan ke lantai. Tidak ada yang bersuara untuk

beberapa saat, sebelum Rafel mendecih jengah tak habis pikir.

"Masih membuntutiku?"

"Apa yang kamu lakukan di sana?!" tukasnya tajam, "Bukankah Papa sudah memperingatkanmu ratusan kah untuk menjauhi anak pungut itu? Apa kamu lupa dia siapa? Apa kamu lupa kalau Sea adalah dalang dari hancurnya keluarga kita?!"

Rafel tidak menatap Ayahnya, lebih memilih melihat beberapa lembar foto kebersamaannya dengan Sea yang diambil secara diam diam. Ia tahu, claresayans

lambat laun pasti Henrick akan meledak. Selama satu minggu kemarin ta memang secara intens menemui Sea—bahkan nyaris setiap hari. Dan tentang kasus yang sekarang sudah cukup menemui titik terang ia belum memiliki kesempatan yang baik untuk memberitahukan. Rafel tidak tahu harus memulai dari mana sementara ia helum datang sendiri menemui pembunuh sebenarnya yang baru tertangkap dua hari lalu.

"Kamu tahu dengan pasti suami si Pembunuh itu orang gila. Apa kamu tidak hhat apa yang dia lakukan pada Papa?!" Henrick menunjuk sebelah pipanya. "Seharusnya kamu tidak perlu berurusan dengan mereka lagi Lepaskan Sea, kami pun akan bekerjasama dalam waktu dekat, Jangan terus kamu sulut amarahnya, dan berakhir pemutusan rencana kerjasama itu!"

"Pembunuh. ?" Rafel menggumam, matanya tersorot tepat pada raut Ayahnya yang menggelap. Wajah itu, kini tidak semulus dulu. Dia memiliki goresan yang terlihat nyata di salah satu pipinya sejak dua minggu lalu "Bagumana jika bukan dia pelaku sebenarnya. Pa? Apa yang akan Papa lakukan?"

"Omong kosong! Berhenti---"

"MEMANG BUKAN DIA PEMBUNUHNYA!" Raiel balas menyentak, memotong ucapan Ayahnya yang selalu menegaskan dengan yakin dalang dari peristiwa itu.

Henrick langsung mendempet meia, menarik kerah kemeja Rafel dengan amarah yang tak lagi terkendali. "Papa tahu kamu tergila-gila pada Sea, tapi bukan tierarti kamu bisa mengada-ada! Yang dia bunuh adalah ibu kandungmu sendiri, Fel, perempuan yang melahirkan dan merawatmu dengan tulus. Bangun' Jangan membuatku menyesal telah memiliki seorang putra!"

Kedua netra Rafel memerah, saliva susah payah ia telan untuk membasahi tenggorokan. Bertahun lamanya, ia hidup dengan kepercayaan itu hingga merusak perempuan kecil yang dulu begitu dilindunganya. Kebencian yang mendarah daging, melahap logika keduanya dan hanya berpegangan pada satu titik tidak jelas yang dikendalikan oleh amarah.

"Nyatanya memang bukan Sea pelakunya. Dia cuma korban dan kemarahan kita atas kehilangan Mania." Air mata yang nyaris tidak pernah keluar, kini jatuh membasahi pipi saat ingatan dosanya pada Sea gencar bergentayangan di kepala. "Jika Mania bisa melihat, dia pasti akan sangat kecewa pada kita. Dia akan sangat mengutuk perbuatan kita. Kita menyakita anak kesayangannya, Pa, kita menghancurkan gadis kecil yang Mama rawat layaknya Permatat"

Rahang Henrick mengetat, dan di detik berikutnya tonjokkan langsung melayang keras pada wajah putranya. "Berhenti membual, atau akan kuhabisi

### addited.

kau sekarang juga!"

Tubuh Rafel terseret mundur ke belakang, tetapi dia tidak tampak kesakitan atas perbuatannya. Dia cuma mendecih, memegang sudut bibirnya sekilas. "Bagaimana rasanya? Sulit bukan menerima kenyataan itu? Lebih sulit dari menerima kalau Sea pembunuhnya. Iya, kan?"

Napas Henrick memburu cepat, dia memegang dadanya sendiri yang berdenyut nyeri. "Atas dasar apa kamu beram mengatakan semua omong kosong itu padaku? Pohsi bahkan sudah menetapkan anak itu sebagai tersangka utama. Dan beramnya kamu membela si Pembunuh itu di hadapanku?!"

"Fuck the Policel" sentak Rafel tajam, "Aku menyesal mengapa aku harus diam saja ketika dia ditetapkan sebagai tersangka. Aku menyesal mengapa beru sekarang aku mencan tahu semuanya!"

"Rafel, kanu—"

Rafel melemparkan *flashdisk* ke arah meja, lantas menunjuknya. "Di sana, semua data penyelidikan dikumpulkan. Semuanya lengkap, termasuk hasil dari rekaman delapan tahun lalu dan detik-detik kebakarannya. Di sana ... tiga orang pembunuh itu mengakui perbuatannya Papa tidak akan menyangka, siapa yang menutupi kasus itu sampai hari ini. Karena Papa ... lebih berharap bahwa kebencian ini hanya terarah pada Sea, mengungat seberapa kejam Anda memperlakukannya!"

Kedua tangan Henrick terkepal—bergetar, dan jantungnya bertaluan lebih cepat. Ia menatap *fiashdisk* lutam itu, yang teronggok di atas meja dengan pikiran berantakan. Sungguh, ia mulai takut kalau kebenaran yang selama in, ia yakini, ternyata hanya ilusi yang tercipta dari kemarahannya ditinggalkan sosok istri yang sangat ia cintai.

"Aku akan kembali membuka kasus itu Dan akan kujebloskan siapa saja yang telah menempatkan Sea pada neraka ini. Akan kuproses sampai mereka membusuk di penjara! Termasuk detektif yang menetapkan Sea sebagai tersangka. Semuanya ... akan kuhabisi sampai tidak ada lagi yang tersisa! Jika hukum tidak berpihak, maka akan kulenyapkan mereka dengan cara terkotor!"

Ayahnya mendongak gusar, melihat gurat Ratel yang berkali lipat berubah menyeramkan dan ucapan tajamnya penuh keyakinan. Walau bagaimanapun, ia tidak ingin putra satu satunya yang ia miliki, tersandung kasus hakum apa pun. "Jangan melakukan hal bodoh!"

Rafel tersenyum kecil, senyum getir yang terlihat penuh kesakitan. "Hal bodoh adalah ketika aku menyakiti Sea, Pa. Aku menghancurkan hidupnya, dan menggoreskan hika begitu dalam di hatinya. Bahkan tatapan takutnya, sempai hari ini bisa kulihat dari sepasang matanya. Sea memaafkanku, tapi

## clarifagani

yang rusak, tetap tidak mampu kuperbaki. Yang patah, tetap saja patah, She's

broken and it's all because of us!"

"Apa sapa yang telah kamu lakukan?" Ayahnya mengerjap, melihat Rafel terlihat begitu hancur ketika menguraikan semua perkataannya. "Selama int, kamu melindungi Sea. Kamu tidak pernah melakukan dosa apa pun padanya. Benar, kan?!"

Rafel mengembuskan napas pelan, lantas berbalik memunggungi Henrick, Pemandangan cerah pagi ini, berbanding terbalik dengan kelamnya

ingatan yang berusaha ia paparkan ke permukaan.

"Katakan, apa yang telah kamu lakukan padanya? Jangan diam saja!"

"Aku menghancurkannya, Pa," susah payah, Rafel mencangkul pita

suara, "Aku aku memerkosanya!"

Deru napas Henrick kian memburu, ia membelalak dan ambruk di lantai Kakinya tidak mampu menopang tubuh, begitu satu lagi kenyataan keluar dari bibir putranya. Ia tahu Rafel mencintu Sea, tetapi ia juga tahu dia sangat mesindunginya. Ia tidak pernah tahu kalau putranya pernah melakukan hal sebejat itu.

"Kamu ... melakukan itu?!"

Rafel memeramkan muta—tergambar jelas ingatan kelam tentang malam itu saat dengan setengah kesadaran yang masih tersisa, ia memaksa Sea untuk memuaskan nafsu iblisnya. Satu per satu, ia menyobek kain di tubuhnya hingga gacas tak berdosa itu untuk kesekian kalinya dihancurkan oleh mereka

"Iya. Aku melakukannya, Pa. Dan Sea ... Sea tidak sama sekali bersuara, padahal dengan jelas aku bisa melihat kalau dia benar-benar hancur ketika kepercayaannya dirusak sampai tak bersisa." Rafel berbalik, menepuk dadanya sendiri yang terasa luar biasa sakit. "Dia menahan dadaku, air matanya mengalir, tetapi dia tidak menyuarakan apa pun Karena dia tahu dia pantas mendapatkan itu. Karena dia pikir bahwa dia adalah dosa yang pantas dihancurkan!"

Rafel menyentakkan kursi hingga terjungkir-balik, lantas berlalu cepat dan ruangan itu. Membuka semua dosanya di depan Ayahnya, rasanya luar biasa menyakitkan. Benar-benar menyakitkan. Setiap kali di depan Sea, ia merasa malu, tetapi ia tahu bahwa semua dosanya harus ditebus. Ia ingin Sea bahagia, walaupun mungkin tidak berada di sisinya. Apa pun, akan ia lakukan untuk mengembalikan semua bahagia yang pantas diterimanya. Termasuk ... merelakan Sea hidup di samping Rigel—lelaki yang dicintai gadas kecilnya.

### adduted

Sudah sejak satu jam talu Henrick berada di ruangannya. Kosong seraya menatap layar komputer tanpa berani membuka folder flashdish yang diberikan Rafel. Terlalu banyak 'bagaimana jika' yang sekarang bersarang di otak, dan ia belum mampu untuk menerima semuanya secara serentak. Ia sudah hidup bersama kebengian ini terlalu lama. Terlalu lama sampat ia tidak bisa mengenali dirinya sendiri ketika berhadapan dengan Sea.

Kepalanya sakit, dan jantungnya berdenyut teramat nyeri. Ia bangkit dari kursi menuju lemari penyimpanan obat Menenggak satu butir obat penenang mungkin akan membuatnya sedikit bisa mengontrul buncahan yang bergejolak dalam dada. Sebentar saja, ia membutuhkan ketenangan

Di depan pintu leman kaca, ia menyentuh luka yang tergores cukup jelas di pipinya. Sudah dari dua minggu yang lalu, tetapi bekasnya tidak juga pudar. Perakunya tak lain adalah Rigel, yang datang seperti orang huang akal ke kantor ini satu hari setelah ia bertemu Sea dan menyuruhnya untuk menjadi Pelacur Xander. Entah bagaimana dia bisa mendapatkan dua lelaki yang begitu menggilainya. Seperti Palkopat, Putra Sulung keluarga Xander itu menghajarnya tanpa perasaan iba, apalagi hormat.

#### Flashback

Dengan langkah lebar, Rigel menerobos masuk ke dalam mangan Henrick meski sekretarisnya bermana mencegah di depan. Raut tampan itu kini terlihat menyeramkan tampak begitu murka, dengan kedua tangan terkepal keras. Tidak sama sekah terlihat seperti akan membahas pekerjaan, sekretarisnya terus menanyakan maksud kedatangannya di pagi hari begini ketika pegawai lain tengah sibuk.

Bagaimana tidak? Rigel cuma mengenakan hoodis, dilapisi luaran jaket jins, dan celana jins. Dia pun mengenakan topi, tidak mencerminkan atasan dari sebuah perusahaan besar

Melinat kedatangan tiba tiba Rigel, Henrick cukup terkejut. Dia memutari meja kerjanya, tersenyum penuh sambutan "Pak Xander, apa Anda sudah mener—"

#### BUGH

Belum sempat terselesaikan, Rigel berjalan cepat ke arahnya dan menghantamkan tinjuan keras ke rahangnya hingga Henrick terbanting ke meja. Cukup satu pukulan, bibir lelaki paruh baya itu robek dan mengeluarkan darah segar.

"Apa yang Anda lakukan?!" Dia menggeram, berdin susah payah sambil

memegangi dada.

### clarisayani

Tanpa ampun, Rigel menarik kerah kemejanya, nyaris mencekik cher hingga Henrick kesulitan mengambil napas. Diseret, dia kembali membanting tubuh Henrick ke dinding, menekankan lengannya yang kuat ke lehernya.

"Bagaimana rasanya? Sakit?" berjarak beberapa senti, Rigel bertanya datai, menatap kejam raut Henrick yang mulai memucat. "Tepat di sini, bihtnya robek semalam. Anda lagi lagi menyakitinya, tua bangka Sialan!"

Henrick buru-buru berusaha menghindar dengan memalingkan wajah ke samping ketika tinjuan Rigel kembali melayang, tetapi ditahan diudara—tidak diselesaikan.

"Apa Anda sudah gila?" Lepaskan, saya ... saya Papa mertuamu

bagaimanapun juga. Anda benar benar kurang ajar!"

"Apa? Anda apa? Anda tidak punya malu jika masih berani mengatakan itu," Rigel terkekeh garing, matanya memicing. "You play too much, Mr Henrick! You hurt my wife! You hurt ... you hurt my love one!"

"Apa anak baram itu mengadu padamu?" Henrick bersusah payah menahan lengan Rigel. "Saya cuma menyuruh dia untuk menjadi pelacur

yang baik untukmu, bukankah stu bagus? Dia—"

Rigel meruh vas hungs keed di meja—memukulkannya ke besi hingga membentuk ujung pecahan yang runcing dan ditekankan perlahan ke pipi Henrick hingga dia mengerang kesakitan. Tetes demi tetes darah mulai menembus keluar, sedang seringai gelap itu masih terpatri di bibirnya.

"Kataloan sekali laga, tadi tidak jelas,"

Tubuh Henrick menegang, lidahnya kelu melihat siai iblis suami pilihan putrinya yang tampak mengerikan. Napasnya tersengal kasar, perpaduan sakit yang teramat sangat dan takut ketika Rigel terhhat begitu kejam layaknya pria berdarah dingin. Sekretarianya sudah kelimpungan keluar, bergegas mencari petugas keamanan melihat kemarahan Rigel benar-benar seperti orang gila.

"Saya . saya akan melaporkan Anda ke—"

Ujung tajam pecahan vas bunga itu kuni bergerak tepat ditempatkan pada tulang dagunya. "Polisi?" potong Rigel cepat, menekan lebih dalam. "Suakan. Anda pikir saya takut? Kita lihat, siapa yang akan membusuk di penjara pada akhirnya. Tapi sebelum itu, saya ingun menancapkan ini ke tulang tenggorokan Anda sampai Anda tidak bisa lagi bersuara. Bagaimana?"

Henrick panik, kepalanya langsung blank kehdangam kata seraya berusaha meminta pertolongan pada yang lain, tetapi langsung dibekap oleh Rigel. Di depannya, ia merasa sangat kecil sekarang. Mau melawan pun serba salah Salah gerak sedikit, benda itu bisa menembus kulitnya lebih dalam Tenaganya pun sangat kuat myaris tidak mampu untuk ditepiskan

"Saya tahu pasti, apa yang telah Anda lakukan pada perempuan yang saya cintai! Saya tahu pasti, kejahatan apa yang telah kalian perbuat padanya selama ini. Dan Jika persidangan adalah jalan yang ingin Anda tempuh...," Rigel mengeluarkan ponselnya, menyerahkan pada Henrick, "silakan telepon pengacara Anda dan buat laporan sekarang juga!"

Tidak ada keraguan, Rigel mengatakan itu penuh penekanan. Derap langkah ramat dari arah luar mulai terdengar. Berbondong bondong, karyawan lain pun mengintip di balik jendela. Sedang dua Satpam yang berlam masuk ke dalam hendak menghentikan, langsung membeku ketika

Rigel mengucapkan ancaman tidak manusiawinya.

"Selangkah lagi bergerak, leher orang ini akan putus. Coba saja." Henrick mengangkat tangan, agar tidak ada yang bergerak mendekat

"Anda ... benar-benar titisan iblis! Seharusnya saya tidak pernah mengizinkan Sea menikahi manusis tak tahu aturan seperti Anda!" Di balik wajah tampannya, Henrick sungguh tidak menyangka kalau dia sepsikopat ini.

"Aturan itu, gue ciptam sendiri. Dan aturan pastinya, jangan pemah menyakiti milik gue, dalam bentuk dan cara apa pun'" Rigel menatap serius, mulai melonggarkan cengkeraman tangannya "Jika sampai kejadian ini terulang, saya bisa pastikan, tenggorokan Anda tidak akan lagi mampu mengeluarkan suara. Camkan itu'"

Kembali dihempaskan, Henrick terdampar di lantai sambil niemegangi lehernya. Semua karyawan yang melihat, meringis ngeri menyaksikan pemandangan itu Sekretarisnya buru buru mengambilkan tisu, menyeka darah yang masih mengalir di pipinya.

Rigel sedikit memberi tubuh mereka jarak, mengusapkan tangannya

yang terkena darah ke jas mahal Henrick tanpa casa bersalah.

"Maaí Papa mertua, sudah memberi sedikit tato di pipi Anda. Tapi, itu nggak akan sebanding dengan semua lebam dan luka hati Sea selama bertahun tahun dijadikan samsak hidup oleh Anda. Jadi, nggak boleh cengeng ya? Sea juga tidak periadi memprotes "kan, saat disakiti?" tersenyum licik, Rigel menepuk pundaknya. "Dan saya juga berterimakasih Karena berkat Anda, kami bisa menghabiskan malam berdua. Saya bisa tahu, bagaimana hausnya saya akan Putri Anda. She's amaging, and I can't get enough."

"Saya menyesal telah merestui kalian!" nadanya masih bergetar, dengan

raut plas.

"Anda tidak berhak mengatakan itu. Sea bukan bagian dari keluarga Hardyantara. Direstui atau tidak, kami tetap akan menikah. Restumu mean shit for me, Mr. Henrick. Karena saat Anda mulai memukulinya, saat Anda mengatakan bahwa Sea hanyalah pelacur, maka sejak saat itu juga Anda

## classayani

bukan lagi Ayahnya!"

Bungkam, dia tidak lagi menjawah. Ucapan Rigel benar-benar telak

mengenai ulu hatinya.

Rigel meraih tangan salah satu Satpam, menyerahkan vas bunga yang sedan tadi ia genggam. "Buat Anda saja. Senjata ini cukup mampu mengiris

arat leher manusia-manusia mengesalkan. Bos-mu contohnya,"

Senius orang sudah tahu, siapa yang tengah mereka hadapi sekarang. Keturunan Xander, Pewarts Utama yang Perusahaannya tersebar di manamana, sehingga tidak ada satu pun dari mereka yang berani bersikap kurang a ar

"Aku akan mengirumkan Dokter terbaikku ke sini. Dan tentang kontrak perjanjian, cukup yakinkan Sea, maka apa pun yang dia minta, akan kuwujudkan. Termasuk kerjasama kita." Rigel mengedarkan pandengan pada seluruh karyawan yang melihat. "Silakan buat laporan. Saya tunggu

surat pemanggilannya. Selamat bekerja semuanya "

Dia merapikan topa hitamnya, dan tanpa menunggu laina, tubuh tinggi itu berlalu- tertelan jarak dalam waktu singkat. Bahkan walau dia tampak mengerikan, masih ada saja bisik-bisik perempuan yang berdecak kagum akun penampilannya. Mereka semua sudah gila!

电电阻电

"Rel, panas. Kamu geser sedikit sih!" protes Sea ketika Rigel mer dempet. tubuhnya begitu erat.

"Panas apaan sih? Dingin gim," Rigel malah kian mengeratkan lingkaran. angannya di perut Sea, tidak peduli kalau sehanan penuh ini mereka seperti kembar sıam dari malam sampai ketemu malam legi menenipel terisi.

Di atas ranjang Rumah Sakit berukuran kecil itu, mereka tidur saling bersis an Sea meletakkan kepala di atas lengan Rigel yang dibentangkan, tidak bisa bergerak sama sekali karena kelakuan kekanakannya. Dia tidak beker, a. setia menemaninya sejak kemarin malam. Orang tua Rigel baru saja Pulang pukul i ma sore tadi ketika Dokter sudah basa memastikan berulang kali bahwa kandungannya batk-batk saja. Sea cuma memerlukam istirahat total dan merileksan pikiran.

"Aka belum mandi dari kemarin," Sea menggumam, risi

"Oh ya?" mata Rigel mengerling nakal, lalu kian mengikis jarak. "Coba aku periksa." Dia merangkak ke atas tubuh Sea, mencium dahinya. "Yang im masih oke, Coba yang mi," turun ke pipinya, "ini juga masih Coba---"

See mendorong pelan dada Rigel, mendecak. "Ngapain sih?"

"Periksa kamu, Sayang," Rigel menepis tangan Sea, mengisap bibirnya, disertai gigitan pelan di permukaannya "Im apalagi. Masih sangat oke"

"Kamu kalau nytum, bisa nggak ngecup biasa aja? Katanya cuma cek."

Sea menutup mulutnya, sebab sungguh, ia merasa tidak percaya diri,

"Nggak berata. Kayak ciuman anak SD" Rigel menjauhkan tangan Sea dari wajahnya, lantas mengecup telapak tangannya lebih lama. "Aku sayang banget sama kamu Tahu kok ini kata kata menggelikan, cuma ya gimana

dong? Rigel sayang Sea, pake banget!"

Melihat wajah Sea yang mengernyit jijik, bagi Rigel itu hiburan tersendiri. Dia terlihat sangat lucu ketika berekspresi seperti itu. Dari dulu, setiap kali See melayangkan tatapan datar atau sedang sibuk dengan dunianya sendiri. ketika Rigel mulsi cari perhatian padanya dengan cara menggelikan ini, pasti Sea akan menampilkan kernyitan yang sama. Penuh permusuhan, seakan hendak meremas wajuhnya

"Iya, jink Rei!"

Rigel tersenyum masa bodo, melarikan jemarinya ke leher Sea yang masih dipenuhi beberapa tanda kemerahan "Aku mau cium sebelah sini. Roleh? Yang ini warnanya kurang terang "

"Jangan aneh-aneh. Aku belum mandi. Sana ah, minggir." Sea berusaha menghindar, tetapi tubuh Rigel benar benar melingkupinya-kecuali pada

hagian perut, dia memberi jarak

"Boleh ya? Jangan pelit-pelit sama suami." Rigel mendongakkan kepala Sea ke atas, mencium bekas tando kemerahan di bawah dagunya dan menghisapnya cukup keros. Satu tangamya menangkup wajah Sea, mengambil kesempatan untuk mengludu dan menjilati area lehernya dengan bebas. "Suka banget aroma tubuh kamu. Bahkan saat di apartemen, aku akan tidur di tempat biasa kamu tidur untuk mencari sisa dari aroma ini. Rasanya seperti mimpi, saut aku harus tidur sendirian tanpa kamu. Dan sekarang, rasanya seperti inimpi juga saat kamu akhirnya kembah ada di samping aku."

Nada suara Rigel menyerak, ketika dia mengutarakan ungkapan terakhirnya. "Kamu jangan pergi lagi, Sea, Kamu nggak boleh pergi ke mana pun! Aku nggak mau bobo sendirian lagi tarpa Seyaku, apalagi sekarang ditemaninya udah double." Rigel menyelipkan tangannya di antara tubuh mereka, mengelus perutnya yang terasa hangat "Ada hasil kita di sini. Dia

pasti pengin Papanya menyapa terus kayak gini."

"Sok tahu!"

"Eh, kok sok tahu?" Rigel menarik hidungnya, gemas. "Beneran deh. Dia nggak mau Papa sama Mamanya bertengkar terus, makanya dia ngasih tahu kehadirannya di perut kamu."

Sea tidak merespons, kecuah memutar bola mata jengah. Dari suaranya.

# clarifagane

gigel begitu antusias menyambut buah hati mereka. Dia bahkan tidak giger was pemah melepaskan lebih dari sepuluh menit ketika mereka saling bersisian pasti Rigel akan menyempatkan mengelus permukaan perutnya yang masih tampak rata, lalu menghisap pusarnya. Bahkan ketika di hadapan kedua orang tuanya, dia tetap seperti itu. Tidak punya malu sama sekali.

"Reip"

"Hm?" Rigel masih menenggelamkan kepalanya di leher Sea, memberinya kecupan-kecupan kecil di sana.

Jeman Sea tenggelam pada surai rambutnya mengelus lembut, "Sejak

kapan kamu mencintaiku?"

Rigel diam, lidahnya yang semula asik mencumbu, berhenti. Dia menatap Sea, tatapan jenaka itu hilang digantikan sorot serius. "Aku ... nggak tahu tepatnya kapasi. Tapi aku selalu suka merhatun tingkah kamu yang kaku dan nyebelun, sejak hari pertama kamu menangkap bola basket yang aku lempar waktu itu,"

"Merhat.in, hukan berasti tertarik."

"iya, bukan berarti tertarik bagi orang lain. Tapi, aku sendiri, nggak pernah merhatun orang. Pernah sekali Guruku pingsan di kelas, yang lain mengeruhungi khawatir, tapi aku malah ambil kesempatan itu buat cabut?"

Sea menghentikan usapannya, mengernyit lagi. 'Apa huhungannya? Curu kamu sussah cukup umur, pasti lah kamu nggak akan tertank. And

youre heartless, that's why!"

"Bukan negitu. Itu hanya menegaskan, kalau aku nggak peduli pada apa pun dan siapa pun kecuali lingkaran kehiargaku Sekalinya aku peduli sama orang asing, itu karena punyaku berdiri. Sekali tepuk, audah. Kita kembali ,adi orang asing lagi. Beda halnya dengan kamu," Rigel menjeda, memutar uiang hal konyol apa saja yang telah dilakukannya selama mengena. Sea. "Terialu banyak, Sea. Aku sampai nggak bisa menghitung hal memalukan apa aja yang kulakuin untuk menarik perhatian kamu. Dan aku juga nggak bisa menghitung sebanyak apa kamu mengabaikanku. Aku selalu merasa percaya dari ketika berada di tengah semua orang, tapi aku merasa jelek banget saat d. dekat karrat. Bahkan aku selalu bertanya-tanya, kesalahan fatal apa yang udah aku lakum sama kamu? Kenapa kamu kayak punya dendam kesumat banget sama aku?"

"Serius?" Sea tidak bisa menutupi senyumnya, mendengar dia

menceritakan masa-masa muda mereka.

"Iya! Dan itu sakit banget tahu, Sea. Aku sampe pernah berharap bisa Jadi Rion, sehari aya biat mendapatkan tatapan hangat dari kamu. Sedang sant melihatku, karnu selalu bersikap dingin."

"Kamu nyebelin dan hawel banget sih."

"Karena cuma dengan cara itu kamu memerhatikanku lebih banyak, Kalau nggak begitu, kamu natap aku aja ogah!" Rigel melepaskan kalungnya, mengeluarkan cincin pernikahan Sea dan kembali memasangkan ke jari manisnya. "Tapi sekarang, you're officially mine. Don't you dare to run away from me "

"Rel-"

Rigel menenggelamkan wajahnya ke leher Sea, nyaris memohon padanya. Jangan mengatakan apa pun lagi, jika itu untuk mendorongku mundur Tolong, letakkan kembali semua cinta dan kepercayaanmu, Sayang. Jangan pernah melepaskannya lagi."

Sea tersenyum geh, menangkup wajahnya untuk memberi jarak. "Aku

belum oke tentang kebersamaan kita. Surat perce- "

Rigel balas menangkup wajahnya-membungkam bibir Sea dengan lumatan dalam. "Nggak mau jauhan sama komu, dan nggak ada kalimet terkutuk itu di antara kita!"

"Tapi aku belum maafin kamu juga kan," Sea melepas tangkupanmengulum senyum, sedang Rigel mulai gelagapan panik,

"Kamu Jangan gitu dong. Kita batk batk ata, kan? Bukannya semuanya

udah selesatan

"Hubungan kamu sama Star yang selesai Tapi sama aku, kita belum membahasnya."

Rigel mengacak rambutnya. "Kita harus membahas kayak gimana lagi sih? Kamu udah tahu semuanya, dan udah nggak ada yang ditutupi lagi. Everything, Sea, everything! Semuanya udah terbuka. Kamu cukup bilang, apa yang kamu inginkan? Selain perceraian atau perpisahan, aku akan melakukannya."

"Everything?" Sea melirik Rigel, dan dia langsung mengangguk

menyetujui.

"Gimana kalau ... selama aku hamil kita nggak ngelakuto dulu?"

Rigel mendengkus, "Dih, permintaan macam apa itu. Mati dong punya aku Nanti lupa cara masukin, gunana?"

Sea memukul pelan mulut Rigel. "Kebiasaan!"

Rigel kembati membaringkan tubuh, memeluknya dari samping. "Pokoknya jangan syarat yang itu ah. Dokter juga udah menjelaskan kalan semakin besat kehamilanmu, maka akan semakin aman untuk dijengukin Papanya. Mau tos sama anak sendiri, kok kamu larang-larang sah?"

Sea menutup kuping, mulai malas meladeni. "Terserah."

"Kita sama-sama menikmati, tapi serasa aku banget yang paling murahan."

"Emang iya...!"

clarisayani

Benar juga sih," Rigel tertawa, ingat kalau dalam hubungan mereka memang dirinya lah yang paling murahan.

\*\*\*

pada tengah malam, Sea tidak bisa tidur. Menyadan kegelisahan istrinya, Rigel berusaha membuka mata sambil menalap jam dinding yang sidah menunjukkan ke angka satu.

"Are you okay?" serak, Rigel bertanya sambil membenarkan sehmutnya.

"Kamu lapar? Mau sesuatu?"

Sea memegang tenggorokannya, tetapi tampak ragu mengatakannya.

"Sea mau minum?" Dia berusaha duduk, mengusap wajah kantiknya. "Mau apa? Aku ambilin."

"Haus."

Dibelamya lembut rambut Sea, Rigel mengangguk "Mau minum epa? Itu kan banyak minuman di lemari. Nanti aku ambilin."

"Pengin kelapa muda."

"Oh...," Rigel helium ngeuh, lalu matanya yang sayu mengerjap tidak yakin, "apa?! Kamu mati apa?"

"Tuh kan, kamu kaget"

Iya, kaget banget amrit!

"Ng-nggak... cuma, harus banget kelapa muda? Kun cuma buat menghilangkan hans, Sayang."

"Tapi akti maunya kelapa muda!"

"Jam segint?" Rigel mengusap wajahnya agar benar-benar bangun. Malanya memelas, menatap Seu. "Aku ke bawah aja ya, cariin minuman yang rasa kelapa muda. Gimana? Mau? Kan rasanya sama tuh, paling nggak jauh beda."

Sea menggeleng tegas, wajahnya tertekuk. Tidak. Tidak ada pandangan <sup>datar</sup> seperti biasa. Kali ini dia tampak marah, atau sedih, atau apa pun. Yang pasti dia sedang menggerutu kesal.

Rigel meraih tangan Sea, menempatkan di pipinya. "Ya udah, aku carrin

Kamu man berapa banyak?"

Sea menjentikan jari telunjuknya.

"Bener satu doang?"

Senyum kecil itu terbit, sambil memberinya anggukan semangat.

Rigel menggigit gemas punggung tangan Sea, lantas mengecupnya. "Untung aku secinta ini sama kamu, Sayang."

Sea menepuk-nepuk kepala Rigel, merapikan rambutnya yang memang

sudah lebih panjang. "Makasih Papa Rei,"

Kepala Rigel langsung mendongak, "Ap-apa?!" la gelagapan.

Kesenangan "U.ong dong. Tadi kamu bilang apa?"

"Males!"

"Sekali aja, Tadi apa? Makasih .. apa?" senyum terukir lebar, kantuk benar-benar hilang seluruhnya.

"Makasih Mama Seya sayangku. Terus kalau halasnya, apa itu ..?"

"Males Rei, cepetan ah. Aku haus!"

"Sekali aja, Sayang," Rigel mengguncang tangannya, penuh harap, "Bilang dulu, tadi apa?"

"Makasıh Rei "

Rigel menggeleng, "Bukan gitu tadi. Bukan gitu."

"Rigel, aku sama anak kamu ini haus!" mendengar nada suara Sea yang meninggi, Rigel malah memeluk pinggang Sea dan mencium perutnya

"Hai anak aku, Bujuk Mama kamu dong buat ngulang ucapannya," la menyingkap baju Sea, menghisap bagian pusarnya yang memiliki dua tahi lalat menggemaskan di sana.

Sea tidak kuasa untuk tersenyum, menepuk-nepuk kepalanya yang malah ditidurkan secara nyaman di sana. "Terima kasih Papa Rei yang super nyebelin dan ngesehn!" Sea mengangkat dagu Rigel, lantas menyematkan tepukkan tukup keras di pipinya—nyaris serupa tamparan. "Ayo, pergi. Aku beneran haus."

Rigel menekan pipinya—pegal sekali nyengir sedari tadi. "Iya, aku carim ya. Kamu jangan tidur dulu. Nanti Papa bawain kelapa mudanya."

"Sinting,"

Rigel mengecup pipi Sea seraya menariknya "Gemessi" dan seolah belum puas, ia masah harus menghisap bibir Sea meski secara singkat. "Aku jalan dulu."

"Dari tadi, Rei, kamu ngomong gitu mulu. Nggak jalan-jalan,"

"Ini beneran mau jalan." Ia menyingkap sehmut, merain celana kargonya yang teronggok di sofa serta mengenakan kausnya yang mencetak jelas setiap bisep keras di tubuhnya.

Sedari tadi, Rigel memang cuma mengenakan boxer dengan dalih tidak nyaman jika tidur berpakaian lengkap. Tapi, tetap saja, risikonya Sea jadi harus berpura-pura bodoh seolah tidak menyadari ketika milik Rigel yang mengeras akan sesekali bergesekan dengannya.

Rigel mengernyit, melihat Sea juga turun dari ranjang dan melepas infusnya. "Sayang, kamu mau ke mana?! Kenapa dilepas? Itu nutrisi buat kamu." Dia menghampiri panik. "Man ke kamar mandi? Ayo, aku gendong dulu. Perut kamu masih kerasa ngibi, kan."

"Mau ikut."

"Hoh...? Ikut ke mana?"

# clarizayani

"Sama kamu."

Nggak usah, lah. Aku senditi aja, lui udah malam, nggak bagus anginnya."

"Mau kut. Mau lihat kamu ambil kelapanya,"

"Ya ampun, Sea, kan tinggal ambil di pedagangnya. Ngapam harus pake lihat segala? Aku cuma sebentar kok. Kalau sudah ketemu, nanti langsung hallk"

"Kok pedagang? Aku man kelapa muda yang langsung dipetik dari pohonnya."

Mampuss!

Ia menyesal mengapa tadi ia bangun dan bertanya pada Sea mau apa. Berniat menjad, suarm siaga, tetapi kalau permintaan istri yang anch-ai.eh seperti ini, la harus apa? Marah pun tidak bisa. Boro-boro, Rigel terlulu cinta,

Sayang, jangan bercanda dong. Int jam satu malam loh Mau jam

setengah dua."

"Tahu. Memangnya kamu pikir aku nggak bisa lihat!"

Rigel diam, menatap Sea lama, sebelum berusaha tersenyum selebar mungkin, 'Ayo lah, ayo. Apa sih yang nggak buut kamu? Mau ambil kelapa mudanya di Eropa juga langsung kopesenin tiket pesawat detik ini juga".

Meski ia bingung, kelapa siapa yang akan ia curt malam ini untuk pelepas

dahaga Sea? Mau minum aja ribet

Rigel mengambil jaketnya, dipasangkan ke tubuh Sca Setelah memastikan tubuhnya tetap hangat, baru ia menggendongnya dan niembawa keluar menuju lobi. Sea melingkarkan tangannya di leher Rigel, menenggelamkan kepala di dadanya.

"Aku pikir momen seperti ini hanya akan ada dalam mimpiku, Rel," Ja

menggumam, dan matanya perlahan terpejam.

Pada pagi hari, Sea mengusap sisi di sebelahnya - tetapi ranjang bagian tampingnya telah kosong.

"Pagi Nyonya Sea. Anda mencari Pak Rigel?"

"Iya, sua Dia ke mana?" Sea mengedarkan pandangan, sambil tersenyum geli mel hat due kelapa hasil curian Rigel sumalam. Seperti monyet, dia menaiki pohon kelapa yang cukup tinggi dengan mudah Menyenangkan. semalam benar-benar salah satu momen kebersamaan keduanya yang membahagiakan Ia sampai tidak mampu mendeskripsikan perasaannyadan dalam sekejap mata melupakan kesakitan yang telah ditorehkan olehnya.

"Pak Rigel lagi ke kantin bawah. Dia beli makanan dulu sebentar." Sea mengangguk pelan, "Oke, sus. Makas—" ucapannya melayang, saat

melihat siluet tidak asing seseorang di balik pintu ruang rawat mapnya, telapi

tidak lama, dia menghilang.

Tertatih, Sea keluar dari kamar untuk memastikan. Langkahnya agak sempoyongan, sambil memegang kepalanya yang berdenyut teramat nyeri-entah mengapa. Suster sudah berlalu lebih dulu-menyisakan dirinya sendiri di sana.

Ia mengedarkan pandangan di hiar, melihat tidak ada siapa pun di sana. Pun, di lantai ini tidak bisa didatangi oleh sembarangan orang, kecuali anggota keluarga pasien.

la termenung, tidak yakin. Mungkin cuma salah lihat. Tidak mungkin

kalau itu ... Papanya?

Tidak ingin terlalu memikirkan, kakinya dihela menuju lift, ingin memberi kejutan pada Rigel bahwa ia sudah merasa jauh lebih baik. Dan sampai di kafetaria, langkahnya semakin berkunang, kepalanya terasa semakin sakit hingga Sea harus bertumpu pada dinding lift dan mengerang nyeri. Sungguh, seakan tengkorak kepalanya tengah diremas keras-keras

Alr matanya mengalir, tetapi kakinya tetap dipaksakan untuk dihela ke sana "Rei... Rei...," Sea tidak tahu ada apa dengannya, tetapi kepalanya serasa akan pecah detik itu juga.

Dan tiba di sana, pemandangan di depannya hanya membuat sakit di kepalanya semakin menyiksa. Rigel tengah berpelukan dengan Starkeduanya dijadikan pusat perhatian orang-orang. Lututnya ambruk, ia bisa merasakan dunianya berputar hingga akhirnya tubuhnya inembentur lantai.

Sea bisa mendengar teriakkan semua orang. Sea bisa merasakan sentuhan tangan Rigel yang menangkup pipinya dan mengguncang berulang kali tubuhnya. Sen bisa merasakan ketika dia berteriak nyaring sambil membawa tubuhnya entah kemana. Dan Sea juga bisa merasakan, ketika perlahan kesadaran ditutup seluruhnya. Napasnya semakin menghilang, dan benar benar menghilang di tubuhnya.

"Dok, ada apa dengan Sea?! Kenapa bisa sampai seperti mi! Dok..."

"Dia perdarahan otak! Dia ... dia kritis. Siapkan segera meja operasi!"

"Bagaimana bisa, Sialani Bagaimana bisa!" serak, suara teriakkan panik itu menjadi suara terakhir kalinya yang bisa Sea dengar Suara yang berasal darı lelaki favorite nya. Serta cınta pertama dan terakhirnya.

# clarizayanı

Terima kasih sudah memberikan sakit dan bahagia di waktu yang bersamaan. Aku pamit, Rei. Aku merindukan Ibuku. Walau aku juga berharap kitu bisa bersama dalam waktu yang lebih lama, tapi di sisinya mungkin adalah tempat terbaikku.

THE END



Membuka mata di pagi hari, Rigel kesulitan bergerak ketika wajah Seatenggelam nyaman di dadanya dengan satu tangan yang terlingkar posesif di pinggang. Embusan hangat napasnya menyapu kulit, sambil sesekali merapatkan tubuh keduanya yang nyaris tak berjarak. Berusaha mengatur napasnya sendiri ia mati-motian menetralkan adiknya yang tengah bertegangan tanggi di bawah sana dan akan sesekali bergesekkan dengan lutut Sea.

"S sea kamu ... Jangan gerak terus sih," la merintih pelan, saat sialnya Sea kembali bergerak dan menyenggol muliknya yang sudah sekeras batu. Dalam keadaan seperti ini, rasanya ia ingin memotong batangnya saja sampai keadaan kondusif dan hisa digunakan sebagaimana mestinya lagi nana. Sudah tahu sarangnya tidak bisa dimasuki, burungnya tetap saja tidak tahu diri.

Tidak tampak terganggu, Sea masih lelap dalam tidurnya. Dia melenguh pelan, terdengar begitu seksi di telinga. Mereka saling memeluk, meringsekkan tubuh satu sama lain di balik selimut. Saling menghangatkan, dan saling memberi kenyamanan. Lengan Rigel yang digunakan Sea sebagai bantalan, terasa mati rasa. Tetapi ia tidak sama sekali berniat menariknya. Posisi tidur Sea yang seperti ini benar benar menggemaskan Biasanya dia memunggungi, Rigel lah yang memeluk dari belakang. Bahkan ketika ia terus menghadapkan berulang kali, dia akan kembah membelakangi selang beberapa menit. Tapi sekarang, tanpa diminta, Sea mendekapnya secara posesif—seolah begitu takut kehilangan.

"Kesayangan aku," Rigel menggumam, seraya membelai halus pipinya Tidak tahan cuma memerhatikan wajah tidurnya, ia mendaratkan ciuman lembut di bibir Sea -menghisapnya pelan. "Good morning, Sayang, Kangen kama, ih.

Sea tidak tampak terganggu, napasnya masih teratur—membuat Rigel senakin gemas saja. Dia mengerang pelan, saat jemari Rigel menyusup masik ke dalam celana dan meremas bokongnya yang lebih berisi dari sebelumnya. Tangan Sea tiba-tiba terulur, memindahkan tangan nakal Rigel ke punggung tanpa berniat membuka mata.

"Diam. Aku masih ngantuk!" Sea kembali mengeratkan lingkaran ungannya tanpa man berjauhan dengan hangatnya kuhi dada suaminya yang menempel ke pipi. Dia tidur cuma dilapin sehelai buter, seolah tengah udur di rumah sendiri. Bahkan ketika Dolder atau Suster memerika setiap dia jam sekali, dia tetap abai akan kehadiran mereka padahal jelas jelas tubuhnya dijadikan santapan empuk oleh para Suster muda.

Selain tidak punya malu. Sea juga rayu kalau suaminya punya otak.

"Pantat kamu angei, tangan aku kedinginan Pengin pegang bagian depannya juga, tapi takut bilang kendali. Males ke kamar mandi dan nggak mau jauhan sama kamu."

"Nggak usah yang aneh-anch!"

Dengan sensual, Rigel malah sengaja memberi usapan yang membuat seluruh tubuh Sea meneyang. Mau tidak mau, ta membuka mata—ketika tasa geh menerjang seluruh sarafnya. Dari leher sampai menyentuh bokong, telunjuk Rigel menari di atas kulitnya. Dalam urusan meneumbu, dia nemang yang terbaik. Rigel selalu tahu tempat-tempat sensitifnya, bahkan suh lebih baik dari dirunya sendiri, padahal cuma belatan kecil

"Kamu bisa diem nggak sih? Seriusan, aku masih ngantuk."

"Nggak bisa Kangen banget sama kamu," sahutnya tanpa dosa, membentkan kaki mereka, sambil sesekali digesekkannya. "Kamu juga turn oa, kan' Muka kamu memerah. Persis kayak gini setiap kali kita bercinia,"

"Masih pagi, jangan bikin aku kesal."

"lya, masih pagi banget. Nggak boleh marah-marah. Mending disayang sayang aja akunya. Emang kamu juga nggak kangen? Empat jam loh kita nggak saling lihat."

"Aku tinggalin logi—"

Rigel langung melumat bibir Sea begitu dalam, tidak membiarkan dia menyelesaikan kalimatnya. Sampai Sea harus mendorong dadanya karena kehabisan napas, barulah dia melepaskan.

"Aku nggak bisa napas!" Sea memukul bahunya, memasok oksigen

ebanyak mungkin, "Sinting ya kamu?!"

Ya, perdebatan tidak penting di pagi hari mereka sepertinya baru saja dimakai

"Just don't say it Kamu nggak diperbolehkan untuk mengatakan omong

kosong itu!" tukasnya penuh peringatan.

Melshat gurat suaminya yang berubah serius. Sea membelai bisep dadanya—membiarkan tangannya tetap di sana untuk beberapa saat "Jantung kamu berdebar lebih cepat." Ia tersenyum tipis, mendongak

menatapnya. "Setakut itu? Padahal tadi aku cuma bercanda."

"Thanks to you! Kamu tahu betul apa kelemahanku" Rigel merapikan surai rambut Sea, agar sepenuhnya wajah ini bisa dilihatnya. "Iya, aku setakut itu kehilangan kamu untuk kedua kalinya. Tolong, Jangan begitu lagi, Bercandanya nggak hicu sama sekali, Sayang. Dada aku langsung deg degan panik sekarang."

"Lagian mulut, tangan, kaki, beneran nggak bisa diem banget!" Sea mendecak, laritus kembali menenggelamkan wajahnya di dada Rigel "Punya

kamu juga gerak-gerak terns."

"Maaf, burung aku suka sedikit nakal kalau pagi-pagi begini," dalihnya. Beberapa minggu yang lalu, biasanya mereka sangat rutin melakukan morning sex. Rigel menganggapnya olahraga pagi sebelum memulai aktivitas. Push up di atas tubuh Sea menjadi olahraga favorite-nya. Kadang sambil mengobrol santai, atau tidak jarang juga bertikai. Ada saia hal yang mereka perdebatkan, lebih sering hal konyol dampada yang bertaedah. Contohnya seperti apa yang mereka lakukan sekarang.

"Setiap saat, Rei. Bukan cuma pagi saja."

Senyum Rigel mengembang, raut gelap itu seketika menghilang seraya menarikan jemarinya pada wajah Sea, lantas sekali lagi menyematkan kecupan di bibirnya. "I'm sorry, because I love you too much. Hal sekecil apa pun yang kamu lakukan, berefek besar padaku. Makanya kamu nggak boleh gemas-gemas. Masa tidur aja harus kelihatan cute sih"

Napas Sea terembus panjang. Dia tampak jengah sehingga dengan cepal hendak melepaskan lingkaran tangannya, tetapi langsung dicegah Rigel

"Tetap seperti int. Aku suka dipeluk kamu"

"Aku beneran masih ngantuk Tolong diam, Rei jelek!"

"Baik Sea cantik Aku nggak akan ganggu lagi. But first, mana morning kuss-nya?"

Tidak menunggu lama untuk memotong perdebatan, Sea meraih leher

Rigel, mengecup singkat bibirnya. "Si nyehehni"

Rigel balas menangkup wajah Sea, lantas menaburkan ciuman di kedua pipi, kening, bibir, dagu, ditutup dengan gigitan gemas di hidung bangunya. "This is my morning kiss. Lebih niat dan nggak pelit. Nggak kayak kamu!"

Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, entah sudah berapa kali mereka berciuman. Sea memilih diam, tidak menyahuti. Karena sungguh ia masih sangat mengantuk. Tangan Rigel yang kembali membelai lembut

## classagani

kuntnya-berusaha diabaikan. Lagipula, ia merasa nyaman dengan setiap

sentuhannya.

"I love you so much, Sea, sampai membuatku takut bagamana jika kunu meninggalkanku seperti kemarin. I love you, and it hurts, Untuk kali mi, mungkin aku akan benar-benar menggila jika tanpa kamu." Rigel menatap wajahnya, mengeratkan pelukan. Dia kuni menjadi segalanya. Dia ... kini menjadi hidup dan matinya—tidak peduli jika dianggap berlebihan Karena taktanya, Rigel sudah tidak bisa lagi hidup tanpa Sea. Untuk sekadar membayangkan saja, ia tidak mampu, Kehilangannya akan menjadi mimpi paling buruk.

"I love you too, Rei. And I'll love you more jika kamu diam dan

membuatku tidur sedikit lebih lama."

Rigel tersenyum begitu lebar, mengusap usap kepala bagian belakangnya "Gemes banget, tolong!" Ia memeluk, seraya mengguncang pelan tubuh kecil Sea. "Ya sudah Kamu bobo, aku nggak akan ganggu lagi."

Keduanya saling terdiam lagi Sea memang sepertinya masih ngantuk berat sebab tidak membutuhkan waktu lama, dia kembali pulas. Seperti seorang Ayah yang baik, Rigel memina-bobokan Sea dengan usapan yang tidak hentinya ia berikan di rambutnya. Semalam, mereka baru pulang pukul tiga dini hari setelah memetik kelapa muda di pohon entah milik siapa yang berada di tepi jalan. Alih-alih membeli, di tengah malam seperti itu keduanya malah mencuri.

Satu jum herselang, perut Rigel mulai merasa keroncongan. Stok mukanan pun sudah tidak ada kecuali roti dan beberapa camilan ringan. Dengan sangat hati-hati tidak ingin lagi mengganggu tidur istrinya, ia bangkit dari ranjang.

Seorang Suster masuk—mengerjap terkejut melihat Rigel yang berjalan mondar-mandir tanpa pakaian kecuali boxet lutum. Ketampanannya benarbenar sulit diabaikan, apalagi ditambah dengan rambut acak-acakan khas bangun tidur. Dan jangan lupakan juga bisep ototnya yang begitu keras, seulah lemak enggan untuk berdiam lebih lama di tubuhnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya mengerang di bawahnya dengan semua kesempurnaan itu.

Menyadari kebekuan si Suster, Rigel mendongak, seraya mengenakan Pakalannya, "Tolong jangan berisik ya, Sus, Istri saya baru tidur lagi."

İstri,

Kata kata itu langsung membangunkannya dari fantasi har yang sempat singgah di kepala "Oh, i-iya. Baik, Pak."

"Saya mau ke kantin dulu sebentar" Dia menyugar rambutnya, merapikan asal dengan pari, "Untuk Sea, nanti hiar saya sendiri yang

#### adduted

membersihkan tubuhnya. Siapkan saja pakaian barunya."

"Iya, Pak. Int ... sudah saya siapkan semua." Sungguh, dia merasa gugup.

Rigel cuma mengangguk samar, lantas berjalan ke arah Sea dan mengecup keningnya lama. Sedang tangannya terulur ke dalam pakaian, membelai perutnya yang halus. "Sayang, aku cari sarapan dulu. Sleep tight, Babies"

Dia herlalu, dan tanpa sadar, langkah Suster itu ikut dihela sampai ke pintu. Kepalanya tidak bisa dipalingkan ke arah mana pun kecuali pada punggung tegapnya yang mulai tertelan jarak ta heran, mengapa ada wajah serupawan itu dalam dunia nyata.

非特殊

Di kantin, Rigel ikut mengantre dengan pengunjung lain yang juga tengah mengambil sarapan Banyak pasang mata yang menatopnya—bahkan tidak segan untuk menyapa. Biasanya untuk sarapan, ia menyuruh sekretarisnya yang mencarikan sesuai pesanannya. Tapi khusus hari ini, ia tidak ingin merepotkan siapa pun. Suasana hatinya sedang sangat baik juga.

Menjadi pusat perhahan sepertinya bukan lagi hal asing di mana pun

kamu berada"

Sebuah suara yang terdengar lembut, menyapa—tepat di belakang punggung Rigel, ia berbalik, melihat Star yang kian mendekati tempatnya berdiri. Wajahnya sedikit pucat, dengan rambut yang dikepang dan diletakkan ke depan bahu. Tanpa perhi ditanya, keberadaan Star di sini karena Amelia masih dirawat di Rumah Sakit ini sejak beberapa minggu lalu. Hanya saja, ia tidak menyangka bisa berpapasan dengannya lagi setelah kejadian dua hari lalu—malam itu.

"Tumben cari makan di kantin," Star berada di hadapamiya, kaki Rigel langsung terhela mundur untuk memberi Jarak. Ia memaksakan senyum, paham betul kalau ada hati yang sangat dijaganya. "Bagaimana keadaan Sea? Apa dia sudah baikan?"

Rigel mengangguk kecil, masih sulit untuk bersikap senormal mungkai di hadapan Star. Ia tidak ungui salah langkah lagi. Semuanya sudah berada di tempat terbaik, mengacau adalah hal yang paling dihindaranya sampai dirinya dan Sea memiliki pondasi kuat dan yakin takkan tergoyahkan untuk hal remeh temeh seperti ini.

"Bagamana keadaan ibumu?" Rigel bertanya, mengalihkan pandangan

ke banner menu makanan di depan.

Dingin, dia memang seperti itu. Mereka berdiri bersisian, tetapi jarak tak kasat mata seolah membentang luas di antara keduanya.

claritagano

"Ibuku juga baik. Seminggu lagi, mudah-mudahan dia sudah bisa pulang."

Anggukan kecil adalah responsnya. Rigel hendak berjalan ke depan

entuk memesan, dehentikan Star.

"Rei, bisa kita bicara sebentar? Nggak lebih dan luna menit, aku janji".

Rigel berbalik, mendengar dia memanggil tanpa embel-embel 'Kak' sekurang la harap itu pertanda baik, bahwa Star sudah berusaha untuk melopakan masa lalu keduanya

Tidak ada yang ingin kubicarakan lagi. Kupikir semuanya sudah cukup

dear, kan?"

Star mengangguk samar, tersenyum getir. "Betul. Aku cuma pamit secara (orma) aja sama kamu." ingin

Rigel masih tampak enggan, terlihat jelas sekali. Bahkan dia terusmenerus memberi tuhuh keduanya jarak. Layaknya kepada orang asing, dia memperlakukannya persis seperti itu. Tidak hanyak bicara, dan sangat kaku kecuali jika ditanya. Soa menguasai selumih diri Rigel — sampai tempat untuk slapa pun tidak bersisa. Sea akan sangat dicintai olehnya, Sea akan menjadi perempuan paling beruntung yang berhasil menaklukan si Pendosa, dan Rigel pun akan menjadi Ayah yang sempurna bagi keluarga kecil mereka. Ia tahu itu. Dari kepala sampai mata kaku, siapa pun pasti bisa melihat kalau dia sangat bertekuk lutut padanya.

"Karena kita udah benar-benar selesai, jadi nggak upa-apa kan kalau akii menganggap kemu teman? Aku sudah sangat berusalu untuk melupakan perusaanku terhadapmu, hanya beri aku sedikit waktu untuk benar-benar menghapusnya. Tidak sedikit pun aku mengharapkan kamu lagi, karena. aku tahu bagaimana gilanya kamu pada Sea. Jadi, jangan khawatir Akii bisa pastikan tidak akan pernah ada kesalahpahaman lagi seperti dula. Aku

tudah kalah, Rei, dan itu tidak bisa lagi kuubah. Aku tahu nu,"

"Apa yang .ngin kamu bicarakan?" Rigel keluar dari antresa, berjalan ke

the kantin yang lebih sepi. "Tentang London?"

Star menggeleng, "Tentang London, aku tidak akan menuntut apa pun darimu. Jika kamu ingin bertemu dengannya, pintu rumah kami terbuka Tapi pka pun tidak, itu nggak masalah. Dia sudah mendapat kasih sayang yang cump dan keluarga Brian, dan juga dariku ... soon." Star menjeda, menatap sepatang mata coklat itu yang menatapnya serius. "Aku ingan menyerahkan seluruh waktuku untuk dia. Untuk menebus semua waktu yang kusia-siakan selama beberapa bulan ini. Maaf, Rei, aku pernah menggunakan anak kita agar bisa bersamamu. Aku tahu, aku memang ibu yang jahat"

Tidak. Kamu bukan ibu yang jahat. Saat itu kita sama-sama masih ter jebak di tempat lalu, sehingga kita belum benar benar merelakan semuanya

dan mengabaikan masa depan kita yang sebenarnya. Aku memiliki andil besar, itu kenapa aku sungguh menyesal telah membawamu sejauh ini. Aku minta maaf, Star Aku juga sangat berharap kamu bahagta, dengan apa pun

yang ingin kamu lakukan di luar sana."

Star menunduk, sekuat tenaga menahan bendungan air mata. "Setelah Ibu sembuh total, kami semua akan pindah ke London. Aku sudah berbicara sama Mama dan Papa perihal ini. Aku juga ... aku juga sangat berterimakasih karena mereka masili man menerimaku dengan tangan terbuka. Mereka berdua orang orang hebat, aku sangat menyesal telah mengecewakan keduamyn."

Rigel membuang muka, tidak bisa berkata kata. Dosa mereka berdua di

masa lalu memang terlahi besar untuk dilupakan begitu saja.

"Tentang keberadaan London, terima kasih karena kamu juga tidak pernah meragusannya. Kemu tidak pernah mempertanyakan siapa dia, dan langsung bisa menerima—padahal aku bisa saja mengada-ngada Kamu tidak pernah memintaku melakukan tes DNA untuk sebuah pembuktian.

"Kamu tahu kenapa aku tidak pernah meragukan apa pun tentang London?" Rigel memotong, "karena aku tahu kamu tidak akan melakukan hal selicik itu padaku. Aku mengenalmu belasan tahun, sedikit banyak aku tahu tentangmu. Aku memercayaimu, Star. Sebelum denganku, kamu gadis baik-baik yang akhirnya kurusak. Yang membuatmu egois itu aku. Jika kamu telah merelakan semua hal tentang masa lalu kelam kita, maka yang tersisa adalah Star Cadis baik, cengeng, dan ceria"

Star tersenyum pahit, mengusap kasar mr matanya "Aku yang merusak diriku sendiri. Kamu sudah berusaha melindungiku, tapi aku memaksamu."

Rigel diam, cuma menatap Star yang tengah berusaha mengatur

napasnya

"Ya sudah, pokoknya guu deh," suara Star dikeluarkan agar lehih certa. "Dua minggu dari sekarang, kami akan pindah. Aku juga sudah mengurus semuanya, termasuk izin tinggal kami di sana. Papa membantuku mempermudah, bahkan dia membelikan kami rumah tidak jauh dari kediaman keluarga Brian."

Rigel tidak tahu harus menjawab apa, membiarkan Star menyelesaikan

ucapannya.

"Dia sebaik itu, tapi aku malah mengkhianatinya," paran, Star kemban menyeka buhir bening. Mengatur napas cukup lama, ta mendongak dengan banar yang bernsaha ia ceriakan. "Jangan lupa, nanti kalau Sea sudah lahiran, posting di instagram ya? Aku pengin lihat, mirip siapa anak kalian."

Rigel mengangguk, ncapan apa pun tidak keluar dari bibirnya.

### clargayoni

"Aku juga mendoakan yang terbaik buat keluarga kalian. Aku nggak uhu kapan balik lagi ke sini, karena London juga tahun depan mulai masuk sekolah. Pusti kami akan sangat sibuk "

\*Sast liburan, izinkan dia berkunjung ke Indonesia. Aku juga sangat ingin bertemu langsung dengannya. Kami sudah membicarakan tentang

Loudon, dan Sen sangat tidak masalah."

Star tercekat, mendengar permintaan Rigel. "Ten-tentu Kalan dia man ya London anak yang keras kepala, susah sekali dibujuk. Nanti yang ada, malah merepotkan kalian."

"Nggak ada kata repot untuk anak sendiri."

Star mengangguk-angguk, terharu. "Oke. Kalau gitu, silakan lanjut sarapan kamu. Aku harus naik lagi "

Rigel berbalik. Tanpa menunggu lama, dan tanpa mengucapkan apa-

apa.

"Kak. ?" panggilan Star, membuat helaan Rigel terhenti. Dia kembali berbalik ke arahnya, pemih tanya "Untuk terakhir kalinya, bisakah aku memelokmu?"

Belum sempat dijawah, Star telah menubrukkan tubuhnya pada Rigel. Memeluknya, seerat yang ia bisa. "Mungkin hari ini juga akan jadi pertemuati terakhir kita, sebelum kita baik baik saja dengan lembaran baru kehidupan masing-masing di masa depan."

Tanpa membalas, Rigel langsung mendorong secara refleks tubuh Star,

di kuti oleh suara benturan cukup nyaring tidak jauh dan tempatnya

Kepalanya menoleh ke arah sumber suara, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat Sea lah yang pingsan di suna. Berlari cepat, Rigel menghampirinya dengan panik yang hebat. Dari arah berlawanan, sosok yang dua minggu lalu ditermunya juga ikut berlari kencang menghampiri.

"Ada apa dengan Sea?!" Dia bertanya cukup nyaring, memanggil Dokter

dan ikut berlutut khawatir

Tidak ingin peduli, Rigel lebih memilih menyangga kepala Sea dan berusaha membangunkannya. Tak sama sekali mendapat respons, ia segera menggendong tuhuhnya meminta pertolongan pada seluruh perawat yang berlalu-lalang.

"Cepat panggilkan Dokter!" Rigel menyentak keras-membawa tubuh

Sea ke ruangan UGD terdekat. "Cepat, sekarang juga!"

Dokter pribadi keluarganya memberikan pertolongan pertama saat Sea telah berhasil dibaringkan di ranjang ruang Gawat Darurat oleh Rigel. Kelimpungan seperti hilang akal, ia berlaman cepat mencari pertolongan Ia tidak peduli pada apa pun dan siapa pun. Bahkan pandangannya berulang kali mengabur, ketika rasa pamik melahap habis kesadaran. Seakan melayang,

#### adduted

1a berlarian seperti tak memiliki tulang.

"Sayang, kamu kenapa? Sea! Hey, bangun!" sedari tadi, bibirnya tidak hentinya berusaha membangunkan Sea. Sesekali, Rigel akan mengusap rambutnya, seraya mengguncang pelan tubuh Sea. "Sayang, kamu jangan nakutin aku kayak gini dong! Sea, bangun!"

"Pa, tenang, Sekarang, kami harus memeriksanya dulu. Bisakah Anda

ļu

"Tidak usah banyak omong! Cepat penksa!" bentak Rigel pada Suster

yang mengangatkan dirinya agar lebih tenang.

Suster itu bungkam membiarkan Rigel menggenggam salah satu tangan Sea. Tampak jelas, kedua tangannya bergetar Dia terus menaburkan ciuman frustasi, dengan wajah yang telah memerah dan mata berkaca kaca. Sungguh Rigel benar benar takut sekarang. Melihat kondisi Sea yang tibatiba seperti ini, serasa baru soja ditarik paksa sebagian nyawanya. Tadi pagi, kondisi Sea baik-baik saja. Dia sudah bisa bercanda, dia bahkan menimpadi hampir semua celoteh kotornya.

"Dok, bukannya kemarin saya sudah bilang untuk memerikan

kesehiruhan tubuhnya? Mengapa dia bisa seperti ini sekarang? "

"Kami hanya memeriksa bagian perut Nyonya Sea. Maaf Pak Rigel, saya pikir kepalanya balk-baik saja."

"KESFLI'RIJHAN' Artmya, dari ujung rambut sampal ujung kaki,

sialan!"

Dokter itu memejamkan mata sejenak -berusaha tenang-- ketika Rigel hilang kendali dan memakinya.

Tidak lama, seorang Dokter Spesialis Saraf ikut memeriksa keadaan Sea yang sudah tidak sadarkan diri sejak dari kantin. Napasnya memelan, matanya tertutup rapat, kehidupan seolah telah berada di penghujung. Pemindaian scan dari berbagai bagian otak dengan cepat dilakukan agar penanganan terbaik bisa segera dilaksanakan.

"Dok, ada apa dengan Sea?! Kenapa bisa sampai seperti ini!"

"Dia perdarahan otak! Dia dia kritis Siapkan segera meja operasi!"

"Bagalmana bisa, Sialan! Bagaimana bisa!" Kosong, untuk sesaat wajah Rigel langsung berubah pias. Rasa lapat sudah tergelung habis oleh ombak kesedihan yang tidak dapat dijelaskan. Hancur, dan informasi itu berhasil membuat dirinya seperti dijetuhi bom waktu yang siap meledak kapan saja

Takut, sa benar benar takut sekarang.

"Pada bagian tengkorak Nyonya Sea mengalami keretakan sehingga cedera sudah mencapai ke otak. Tadinya cuma memar, tetapi seiring waktu lukanya semakin membesar dipicu oleh beberapa hali menyebahkan beberapa pembuluh darahnya pecah. Mungkin Nyonya Sea pernah terbentur

### classogani

sesuatu, atau kecelakaan?"

Memegang tangan Sea, tubuh Rigel meluruh jatuh ke lantai. "Dok, tadi pagi Sea masih baik-baik aja. Dia masih ... dia masih bisa bercanda dengan gaya. Bagaimana bisa dia tiba-tiba pendarahan otak, sementara tadi pagi ghyum ini masih ada!"

"Seperti yang saya katakan, disebabkan oleh cedera di kepalanya, Entah cedem baru, atau cedera lama dan akhirnya baru pecah sekarang. Gejalanya gu kadang memang datang tiba-tiba, nggak selalu menghantam tiap saat."

Sebutir air mata Rigel meluncur, membiarkan pikirannya melayang pada banyak kejadian tentang kehidupan Sea yang lebih banyak dilingkupi kegelapan. Dia sering dipukuli oleh Ayahnya, dia pernah mengalami banyak luka, bahkan Ayahnya sendiri pun pernah memukul kepala Sea dengan torgkat bisbol saat herusaha menghentikan kekalapasinya.

itu sudah berlalu begitu lama. Bagaimana bisa? Apa Henrick kembah menyiksa Sea tanpu sepengetahuannya baru-baru inil Jika benar,

akan ia habisi dia!

Wajah Sea semakun pucat, bibirnya membiru dengan satu tanga.. yang digenggam erat oleh Rigel. Sedetik pun, ia tidak ingin melepaskannya. "Dia pasti akan selamat Iya, kan, Dok?" parau, Rigel bertanya putus asa, "Istri saya nggak mungkin kenapa-napa. Itu pasti, kan≥"

Kami akan melakukan yang terbaik. Sekarang, dia harus segera ditangani Kerusakannya parah, kami harus melakukan tindakan operasi untuk menghilangkan penggumpalan darah serta mengurangi pendarahannya secepat mungkin agar tidak terjadi hal yang lebih fatal dan mengancam nyawa Nyonya—"

Rigel meraih Jas Dokternya, menyorotkan tatapan penuh ancaman "Likukan apa pun, Dok" Apa pun asal dia selamat" Rigel merasa hilang kewarasan melihat Sea terbujur kaku di sana. Dadanya berdenyut sakit, ingin berteriak sekeras mungkan Namun, hanya genggaman erat lah yang bisu ia lakukan untuk meredamkan segala gejolak nyeri di seluruh sendi.

Baru semalam, mereka baik-baik saja. Bahkan tadi pagi, tubuhnya masih bergerak manja kepadanya. Tapi sekarang, lenyap tak bersisa. Berapa kali pun 14 memanggil, Sea tetap tak merespons. Bibir Sea yang selalu menjadi tempat favorife-nya untuk menyahirkan segala rasa cinta, kini tidak sama sekah terbuka.

\*\*\*

Tubub Sea telah dipindahkan ke ruangan operasi. Beberapa Dokter terbaik di Rumah Sakrt ini telah diturunkan untuk menangani semua

Monthly are not Conclusive at

Di luar ruangan, tubuh Rigel ditahan oleh empat perawat ketika dia hendak menerobos paksa ke dalam untuk melihat prosesnya. Ia ingin menemani Sea ketika dia berada di masa masa terburuknya. Ia ingin berada di samping Sea sampai dia dinyatakan baik-baik saja.

"Apa saya tidak bisa menunggu di dalam saja?" Dia membutuhkan saya!"

"Tak Rigel, mohon maaf, tapi tidak bisa. Tirn Dokter akan melakukan yang terbaik untuk keselamatan Nyonya Sea. Sava bisa jamin itu"

"Kenapa tidak? Saya tidak akan mengganggu mereka. Saya hanya ingin

melihat istri sayn, Sus!"

Derap langkah cepat dari arah koridor menghampin nyaring. Kedua orang tuanya, Rion, termasuk Rafel, semuanya berkumpul dan berlarian tidak kalah panik. Di salah satu kursi tunggu, Star mendongak-melihat mereka ada di sini sekarang.

"Kenapa lagi ini<sup>200</sup> Rafel menyentak, "Kenapu Sen perlu dioperasi?"

"Rei, apa kata Dokter? Bukannya Dokter bilang Sea sudah baik-baik saje? Kandungannya tidak ada masalah lagi, kan?" Ibunya menimpali, menggenggam kedua tangan Rigel yang terasa dingin. Dia tampak hilang arah, sehingga dengan perlahan Lovely meremas tangan putranya—berusaha memberinya ketenangan.

"Seharusnya begitu, Ma Tapi, tadi - dia pingsan di depan kantin. Dan setelah diperiksa, Sea memiliki perdarahan otak dan harus segera dioperasi "

"Apa?! Bugaimana bise...?"

Tatapan Rigel terarah tajam pada pria paruh baya yang duduk khawatir di bangku tunggu paling ujung-mendengarkan seliap informasi yang dincapkan dengan seksama. Pun dengan Rafel, yang sangat terkejut melihat keberadaan Henrick di Rumah Sakit ini.

"Tengkotaknya retak. Dia mengalami cedera parah hingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah." Tak bernada, suara Rigel terdengar sarai gaung yang mengerikan. Dia melepaskan genggaman tangan ibunya, berjalan dingin ke arah Henrick.

Henrick berdiri dari duduknya, melihat kedua tangan Rigel mengepal keras. Tak berkutik, ia menatap wajah menantunya dengan dentam yang bertaluan nyaring. Tatapan psikopat itu tersorot jelas dari sepasang matanya—persis seperti pagaitu.

"Apa yang Anda lakukan di sini?" tanya Rigel.

"Saya ... saya hanya ingin menjenguk Sea,"

Terpicing, matanya menatap nyalang-- tidak langsung percaya. 'Apa yang telah Anda lakukan pada Sea? Apa Anda kembali menemulnya?!" Rigel bertanya, dengan nada yang sarat ancaman.

"Saya bermat meminta maaf padanya, Tapi .. saya terlalu malu"

## clarifazione

Henrick menggeleng, menolak tuduhan apa pun yang tampak jelas dari geragatnya. "Saya tidak melakukan apa pun pada Sea—setelah hari itu, saya beram bersumpah. Tadi, kami bahkan tidak sempat bersitatap muka."

Rigel maju ke arahnya, menarik kerah jasnya. "Jangan bohong!"

Rafel maupun Ayahnya langsung melerai-menarik tubuh Rigel yang seperti keselanan.

"Rei, kamu apa-apaan?"

"Dia yang selalu menyiksa Sea" Selama ini, dia memukuli Sea seperti orang gila" tunjuk Rigel berapi-api. "Gue sudah memberi lo peringatan untuk menjauhi dia. Kenapa masih berani memunculkan batang hidung lo di sin ?!"

"Rei, jangan keterlaluan! Dia orang tua!" Ayahnya membentak menyeret tubuh Rigel agar menjauh darinya

"Iya Orang tua yang nggak berotak! Dia menyakiti Sea-ku Pa, dia yang

selama ini memberikan banyak lebam di tubuh Sea!"

Dengan hancut, Henrick berlutut, meremas wajahnya dan menunduk malu. Semua folder hasil dari investigasi putranya sudah ia buka, dan tidak ada satu pun dosa Sea yang tersangkut di sana Semuanya cuma kesalahpahaman, semuanya keliru! Selama ini, ia memukuh anak yang tidak berdosa, Ia melampiaskan emosinya pada sosok tak bersalah. Entah neraka mana yang akan ia hadapi untuk perbuatan kejamnya selama bertahuntahun ini.

"Saya minta maaf. Saya ... muta maaf." Henrick menangia menyuarakan permintaan maafnya untuk sang Putri yang tengah berbaring di meja operasi "Saya tahu ini tidak berguna, tapi saya benar-benar menyesal. Semuanya salah saya!"

"Kenapa sekarang Anda di ami? Berakting, hah?!"
Kemarahan Rigel belum menyurut, berdiri menantang tidak jauh darinya.
"Dan maaf katamu? Dia perdarahan otak, dan itu disebabkan oleh cedeta entah lama, atau baru. Coba Anda tebak, siapa yang paling sering

memukalinya?"

Henrick diam, lidahnya kelu untuk menjawah. Masih teringat jelas kelika hantaman demi hantaman ia layangkan pada tubuh kecil itu Pukulan langsung, tongkat golf, tendangan tak manusiawi, sampai meja kecil yang dilemparkan secara serampangan padanya. Semakin banyak ingatan yang berputar di kepala, semakin sakit dadanya untuk menerima kelakuannya yang bak binatang beberapa tahun ini terhadap Sea— putri angkatnya yang dulu sekali sejalu berada dalam buai hangatnya.

\*Sekarang, Sea tengah sekarat. Percuma Anda mengatakannya. Percuma Anda berlutut di depan ruangan operasinya. Maaf itu memang udak berguna

sama sekali untuk bisa membangunkannya. Sekarang, silakan Anda tertawa, dan pergilah ke NERAKA!"

Lovely berjinjit, memeluk tubuh Rigel begitu erat ketika dia tampak hilang arah dan membabi buta menyalahkan segalanya. Dia terlihat begitu

kacau, dan benar-benar berantakan.

Rigel menenggelamkan kepala di bahu ibunya, kembali menangis dan membalas peluknya. "Ma... Seaku sekarat. Sea ... harus diuperasi. Dia kritis, Dia...,"

Tenang, Sayang. Sea pasti selamat. Dia pasti akan sembuh seperti sedia kala. Dia perempuan yang sangat kuat, dia pasti bangun untuk menyambut anak kahan yang akan terus berkembang di rahimnya." Mengusap kepala anaknya yang sudah basah oleh keringat, Lovely pun ikut menangis, "Sea akan jadi ibu yang baik. Dia akan melahirkan anak-anak yang tampan dan cantik di keluarga kecil kalian. Dia akan merawat kalian sampai anak kalian besar. Dan kamu ... akan menua bersama dengannya sampai kahan saling melupakan nama."

Terisak hebat, Rigel mengeratkan pelukannya pada tubuh Sang Ibu yang selalu setia mendampinginya dikala ia jatuh, sejatuh-jatuhnya dan mulai kehilangan arah. Selain tangan Sea yang bisa menjadi pegangan, hanya

tangan ibunya lah yang bisa memberinya kekuatan.

Ternyata . . seperti ini rasanya ditinggalkan antara hidup dan mati oleh perempuan yang paling dicintal. Jika ia bisa menggantikan posisi Sea, lebih baik dirinyu lah yung terbujur kaku di ruangan sana.



Selesai melakukan beberapa meeting hati ini, Rigel langsung membereskan semua berkas pekerjaannya dan menyuruh Sekretansnya untuk merapikan sisanya. Beberapa file dokumen yang telah ia tanda-tangani, dibiarkan berantakan di meja ketika melihat arloji telah menunjukkan pukul empat sore. Setiap hari, dan selama tiga bulan ini, diusahakan ia pulang tidak lebih dari pukul lima meski kadang ia kewalahan mengatur semua jadwal, Setumpuk berkas yang ada di jok di sampingnya—lebih memilih untuk dibawa pulang dan dikerjakan di sana. Setiap harinya, rutinitas ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Jika ada hal yang lebih suht dari ini pun, akan ia lakukan. Tidak ada yang lebih penting dari dia, semua orang tahu itu.

Dipacu begitu cepat, mobil sport hitam itu membelah jalanan Ibu Kota yang cukup padat. Kurang dari sepuluh menit lagi sampai ke tempat tujuan,

mobil diparkirkan d. depan toko bunga.

"Sore Pak Rigel. Bunga biasa?" Penjual itu sudah sangat mengenalnya, mengingat hampir setiap hari dia datang ke sana untuk membeli bunga

"Pak, buketnya tolong ukurannya diperbesat"

"Mau ditambahin bunga lain nggak? Apa cuma bunga hly aja?"

Rigel tampak beroikir, menatap satu per satu berbagai jenis bunga yang dijual "Saya beli dua buket deh. Mawar merah dan putih disatuin, idy sendiri."

Sesuai pesanan, Rigel membayar dan membawa semua bunga itu ke dalam mobil. Perjalanan kembali ditempuh, mengantarkan dirinya ke tempat perempuan yang paling dicintainya berada. Gurat wajahnya yang teri,hat jelas menahan kantuk dan lelah, dipaksakan untuk menguratkan senyum ketika matanya jatuh pada sosok yang tengah berbaring lemah di atas ranjang Rumah Sakit sejak tiga bulan lalu. Berbagai alat pendeteksi

#### adduted

keludupan terpasang pada tubuhnya. Detak jantungnya tampak normal, meski dia dalam keadaan koma.

Perawat yang sa bayar khusus untuk menjaga Sea saat sa sedang ke kantor, bangkit dari sofa. Dia menyapa sopan, lalu menunduk kecil dan berlalu keluar—menanggalkan sepasang suami istri itu di ruangan VIP yang sudah menjadi seperti rumah keduanya. Ada lemari kecil untuk pakasan, meja kerja lengkap dengan kursi dan laptop, serta sofa yang bisa dialihfungsikan menjadi tempat tidur Selama tiga bulan, keduanya tinggal di tempat ini.

Rigel membuka jasnya, melemparkan ke sofa. Kaki panjang itu mulal mengheta langkah mendekati perempuan yang paling dicintainya, seraya

menieluk kedua buket bunga yang dibeli

"Sore, Sayang, Aku pulang" Ia meletakkan bunganya di nakas, lantas menyematkan kecupan lama di kening Sea menyapa hangat perempuka yang masih setia tidur sampai sekarang. Operasi itu berjalan lancar, organ di tubuhnya berfungsi dengan normal, tetapi sejak hari itu pula Sea tidak pernah sadar Tidak ada penjelasan media yang akurat dan dapat memasikan mengapa dia masih behim bangun. Dia koma, dan Rigel hanya mampu menatupnya dalam keadaan tak berdaya.

"Mana balasan chimami,ya? Kok suami pulang kerja, kamu masih tidur aja sih? Ini aku belom bunga juga loh, sampe dua buket. Romantis banget

nggak sih?"

Tidak puas cuma mencium kening, kedua pipi dan bibir Sea pun mendapat giliran untuk dihisapnya bergantian. "Kesayangan aku, I love you too mucu" Ia meraih tangan Sea, mengecup punggung tangannya seraya memejamkan mata. "How was your day, Babies? Kamu nggak pegel tidur terus kayak gim?"

Berapa puluh ribu kata pun sapaan yang keluar dari bibirnya, ia tahu tidak akan mendapat jawaban apa pun darinya. Tapi, tak apa Ja tidak akan pernah bosan untuk menyapa, untuk berbagi cerita, sampai Sea sendin yang akan bosan dan akhirnya menampar pipinya agar bibirnya tidak lagi

bersuara,

Rige, menunduk, menyingkap baju Sea sampai dada dan mendaratkan cruman bertubi-tubi di sana. "Sore anak Papa. Kamu apa kabat juga di dalam?

Kangen Papa nggak?"

Usia kehamilan Sea sudah memasuki bulan ke lima. Perutnya yang datu rata, kini sudah semakin membesar. Sampai hari ini, Rigel amat sangat takjuh pada kedua jagoannya yang bisa bertahan sampai sejauh ini, padahal ibunya masih setia berkelana di dimensi lain dan belum berhasil menemukar jalan pulang untuk kembali. Setiap hari, Sea maupun anaknya selalu dikontrol rutin oleh senius Dokter ahli. Pemantauan pun harus sangai extra sehab Sea

classayanı

hamil dalam keadaan koma.

Dan ya. Sea mengandung bayi kembat Mereka berdua berjenis kelanin laki laki. Ia tidak bisa membayangkan, bagaimana anturiasnya Sea kelika mengetahui bahwa di dalam tubuhnya, kini ada buah cinta mereka yang terus bertumbuh dan berkembang Bukan cuma satu. Tapi, Tuhan mengherinya dua sekaligus, Jika Sea di sini -dalam keadaan mata terbuka, entah kebahagiaan jenis opa yang sekarang ia punya Selutuh dunia mungkin akan iri menyaksikan seberapa berumung dirinya memiliki mereka semua.

Ja duduk, sementara tangannya masih digunakan untuk mengelus perut

Sea dan tangan yang lain terulur ke atas mengusap rambutnya.

"Sayang, apa kamu bisa merasakan kehadiran mereka? Empat bulan lagi, keduanya sudah bisa melihat dunia. Kamu nggak mau gitu bangun lebih cepat dari mereka, sebelum didahului? Dokter bilang keduanya sangat sehat, akul juga. Takutnya malah ngegas pengin cepat keluar sebelum waktunya. Sepertinya kedua anak kita juga barbar deh kayak kamu. Setiap dicek, mereka

pash sedang jungkir balik."

"Kamu juga harus lihat, sebesar apa perut kamu sekarang Gemes banget tahu, bayangin kamu sasa daster dengan perut buncit. Jalan-jalan bawa mereka ke mana mana su mengeluh karena kepayahan. Pusar kamu juga menonjul sekarang jad, estah lisa dikulum, nggak cuma dihisap doang kayak dutu." R gel meraih tangan Sea, meletakkan kedua tangan mereka di atas perut buncitnya. "Di sini, anak kita merindukan sentuhan ibunya. Dia pasti pengin juga diajak bicara sama kamu. Jika bisa protes, pasti mereka akan memprotesku karena terbilu sering membawa mereka mengubrol hal yang tidak tidak. "Yeh, Gel, lo lagi, lo lagi yang ngomong, Bacot hener". Gitu kira-kira."

Menatap sendu wajah Sea begitu lama, Rigel tidak kuasa untuk menahan bulir bening yang langsung meluncur jatuh ketika rasa rindu terhadapnya.

begitti menguyak batinnya—nyeri sampai ke tulang.

"Sayang, aku kangen kamu banget. Banget! I miss you, Sea, I just really miss jou!" genggamannya mengerat, menunduk di sisi Sea yang masih tak bergerak. "Aku rindu lihat matamu yang terbuka, aku rindu denger suara kamu yang frontal, aku rindu perlakuan dinginmu, aku rindu semua sentuhannu, dan dari semua itu, aku lebih rindu ketika kamu memanggi! hamaku. Rel jangan ini, Rei jangan itu! Semua protesannu, kini selalu terngiang di telingaku, Sea. Kapan kamu kembali? Kamu emang nggak kangen aku? Katanya kamu cinta, kok ninggalin kayak gini?"

Mendengar suara daun pintu yang terbuka di belakangnya, Rigel buru-

mengusap air mata.

"Bh, kamu udah datang." Ibunya yang menyapa berderap masuk

ke dalam ruangan. "Ini Mama bawain kamu makan malam, Jangan lupa dihabiskan, nanti nasinya nangis loh."

Rigel tersenyum kecil, menyeka sampai habis air matanya. "Emangnya

aku anak kecil yang bisa dibodohi mitos seperti itu."

"Bagi Mama, sebesar apa pun kamu, kamu masih anak kecil. Buktinya, kamu masih nangis tuh. Yang nangis kan cuma anak kecil, merengek, karena nggak segera dikabulkan permintaannya." Lovely meletakkan semua makanan yang ia bawa ke meja, lalu berjalan menghampiri putranya yang masih belum berbalik untuk melihatnya.

Usapan lembut di atas kepala Rigel, membuatnya mendongak pada ibunya "Thank you, Ma, Nant. Rei habiskan makanannya Tapi, Mama nggak perlu repot-repot tiap pagi dan sore mengantarkan inakanan. Aku bisa pesan

di laar\*

Lovely menggelong, membelai lembut pipi anaknya. Sesuai dugaan Riger memang baru saja menangis. "Are you okay? Jika kamu seperti ini, nggak malu sama kedua anakmu yang mendengar kamu merengek? Sedangkan mereka fight di da am untuk bisa berkembang semakin kuat di rumah sementaranya."

Tersenyum masam, Rigel mengembuskan napas pelan. "Aku ... aku hanya merindukannya began banyak. Ma Everything about her, I miss them

all"

"Viama tahu, tapi jangan khawatir, semuanya akan segera terlewati Cepat atau lambat, Sea pasti akan sehat kembah?"

Rigel mengangguk-angguk, percaya. Tentu, Ma, Kami akan menua bersama nanti, sumpai kami berdua mati-liu mutiak" la melepaskan tangan Sea, menggulung kemejanya sampai siku dan hangkit dari kurai. Aku-

bersihin tubuh Sea dulu. Mama tolong siapkan pakaiannya,"

Melihat putranya yang berusaha tampak tegar, terpaan ngilu di hati salit sekal, dienyahkan. Lovely tahu betul kalau Rigel benar henar hancur dan kesepian tanpa kehadiran Sea. Seperti orang gila, semua orang sudah tahu kalau dia sangat mencintanya. Sea berhasil membuat seurang Rigel yang tak kenal aturan, bertekuk lutut serendah rendahnya. Ia bahkan tidak bisa membayangkan seberantakan apa hati anaknya melihat kondisi Sea yang seperti ini sejak tiga bulan lalu. Seluruh waktu Rigel lebih banyak difokuskan pada Sea. Ia tidak pernah menyangka, anaknya yang selalu danduki Mafia kecil oleh banyak orang, busa ditundukkan oleh seorang perempuan Tak kenal lelah, dan tak kenal waktu dia merawatnya. Tidak jarang juga Lovely melihat Rigel terjaga sepanjang malam, hanya menatap Ses yang tengah terlelap damai.

"Ma, sedang memikirkan apa?" Rigel menegur-melihat ibunya yang

clarisagene

menatap setiap gerak-geriknya dengan serius.

Lovely mengerjap, "I-iya. Maaf, sayang. Kamu perlu bantuan?"

"Nggak usah. Biar aku aja." Rigel membuka satu per satu kancing piyama

Sea, meloloskan dengan hati hati dari tububnya.

Melap tubuh Sea dan menggantikan pakaiannya, Rigel lakukan sendiri, Puku, enam sore, Sea harus sudah bersih dan rapi. Rigel akan membantu menyastr rambutnya, mengoleskan krim wajah, serta body lotion ke tubuhnya agar kulitnya selalu terjaga dan tidak kerung. Cuma awal awal saja dibantu oleh peruwat karena terlahi banyak alat bantu yang menempel di tuhuhnya. Selebihnya, ia belajar dan merawat Sea sendiri seniampunya,

Sudah terbiasa, Rigel sangat leluasa melakukannya. Dari atas, turun ke kakinya yang agak bengkak. Mungkin karena sudah terlalu lama juga tidak pernah digunakannya untuk berjalan. Dokter mengatakan itu normal dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Secara keseluruhan, tubuh Sea sudah baik-baik saja. Cuma - barangkah masih ada sesuatu yang belum duetesatkan Sea di alam bawah sadarnya sehingga mata itu tak juga terbuka. Hanya Tuhan yang tahu,

"Ma, di bagian selangkangan Sea ini kulitnya agak kemerahan, Kira-kira gatel nggak ya?" Rigel menghentikan, mengusap-usapaya yang kurang dari

dua senti sudah tempat penyatuan.

Ibunya mengecek, "Oh, mungkin panas kali ya? Nanti Mama mintain krim kulit ke Dokter biar nggak melebar"

Rigel manh membisu- terdiam kaku sambil memerhatikan Jemarinya tendiri di sana yang tengah mengusap ruam kemerahan itu.

Kebekuan Rigel tentu tidak luput dari perhatian Lovely "Awas, jangan salah fukus. Nanti yang kamu gosok gosokion malah salah jaiur."

Rigel segera menjauhkan tangannya, mengerjap cepat. "Apaan sih, Ma," la berusaha kembali fokus dan melap setiap ruas jemari kaki Sea.

"Mama cuma mengingatkan. Tahu banget kamu udah masuk masa

kekeringan. Nanti berdiri, kamu juga yang repot?

Rigel menolehkan kepala pada ibunya, menatap malas. Dia tengah temenyum usil, meledeki. Denger napas Sea aja punyaku udah berdiri. Tapi buktinya, aku masih survive kan sampai sekarang? Adek aku mah baik, masih mampu dikondisikan. Emang punya Papa tuh, udah tua masih aja doyan!" Cepiosnya, sambil meraih minyak herbal untuk mengurut kaki Sea yang agak hengkak.

Setiap pagi dan menjelang malam hari, ruas jemari tangan maupun kaki Sea pasti akan Rigel pijat agar suatu saat nanti ketika dia bangun, tidak terasa. kaku. Bahkan ia belajar langsung dari ahli saraf bagaunana cara memberikan pijatan yang bener dan menenangkan.

"Males Mema sama kamu!" decak Lovely sambil meletakkan piyama terusan sebatas lutut untuk dikenakan Sea. "Mama cara Dokter dulu. Awas, tanganmu jangan nakal!"

"Nakal juga sama istri sendiri. Pada syirik aja sih."

Ibunya cuma membalas dengan kibasan malas dan berlalu dari kamar untuk mencari obat gatal. Entah bagaimana Sea bisa tahan menghadapi kelakuan putranya yang seperti itu. Sangat har, dan jelas sekali dia punya

banyak pengalaman.

Setelah tak ada siapa pun di sana, matu Rigel kembali jatuh pada milik Sea yang cuma tertutupi sehelai tipis celana dalam. Pada tepiainya, ia membersihkan dengan teratur sambil sesekali menelan saliva dan mengatur napasnya agar tetap tenang. Bagian intim Sea selalu jadi tempat paling susah untuk dibersihkan karena ia harus berperang dengan gairahnya sendiri yang menggebu-gebu. Kulit dengan kulit, saling bergesekkan, dan acausi yang takatakan, mendengar napas Sea saja ia sudah merasa horni.

"Sua, kamu punya banyak utang padaku. Kamu cepet bangun, kita perlumembicarakan ini," gerutunya sambil memasangkan piyamanya. "Sea nakal. Udah tahu punya suami yang nggak normal, masih aja kamu huka-buka

paha kamu kayak giru. Nggak boleh ya? Nanti sentil mh!"

Rigel menarik kursi, lantas duduk di sampingnya dan giliran jeman

tengan Sca yang ia pijit.

"Sayang, aku udah menemukan nama yang tepat buat anak kut. Cuma aku nggak yakin kantu bakal suka" Rigel berceloteh, seraya masih memijit pelan tangannya. "Selama kuta kenal, aku tahu pasti kalau aku adalah orang yang selalu mengejar Ketika kamu berlari, sekeras mungkin aku ikut berlari untuk bisa bersisian denganmu. Saat kamu acuh, segala cara aku lakukan untuk menarik perhatianmu. Dan saat kamu bersikap dingin, sebaik mungkin aku cari pembicaraan untuk mencairkan kebekuanmu. Sudah sangat jelas kan, kalau aku pengejar? Bahkan sampai kedua anak kita hadir, sampai akhirnya kita bisa bersama, itu semua karena aku tanpa henti berusaha mengejarmu."

\*Jadi .. Chasey Reigen Xander dan Chasen Reigen Xander. Aku ambil dan Chase, yang artinya mengejar, dan Reigen berarii setia dan penyayang.

What do you think?"

Rigel tidak ambil pusing ketika dia tidak menjawab, ia sudah tahu kalau Sea tetap akan bungkam. Ia tidak seharusnya menangis di hadapan Sea atas keadaan ini. Berapa lama pun waktu yang dibutuhkan sampai dia bangun, ia akan selalu menunggu. Karena pada Sea lah, harapan bahagia yang selama ini ia damba ada. Hanya Sea lah yang mampu membuat realita lelah baik dari alam mimpinya.

# clarizayani

"Pokoknya, setuju atau nggak, namanya itu ya? Aku---" "Eh...."

Suara Rigel langsung terdiam, lidahnya berubah keki begitu mendapati

geraman pelan dan gerakkan halus dari jemari Sea bisa dirasakannya.

"Astaga, Juhan...!" la nyaris meloncat dan kursinya, menatap wajah Sea untuk memastikan berulang kali kalau tadi ia tidak salah dengar "Sayang, tudi suara kamu? Sea 🖓

Dengan dada bertaluan nyaring penuh antisipusi, Rigel meletakkan tangan Sea di atas telapak tangannya sendiri untuk meyakinkan kalau tadi bukan cuma mumpi. Tapi, ditunggu beberapa menit, gerakkan dan erangan itu tidak kunjung datang. Tidak ada gerakan apa pun lagi darinya.

la menangkup pipi Sea, dihiasi raut yang tertekuk kecewa. Cukup lama menunggu gerakkan yang cutah nyata atau tidak itu tidak kunjung datang

juga.

"Sea, apa tadi aku cuma sedang berhalusmasi?" Ia menggumam, membelai pipi Sea dengan lembut dan teratur. "Nggak apa-apa kalau kamu masih betah di dunis mana pun yang sekarang kamu tinggali. Hanya satu pesanku, setelah bosun menetap di sana, cepat kembali. Kami menunggumu, Di sana, bukan rumahmu!" Seperti ada godam berat yang menimpa, mautidak mau Rigel harus menerima kalau tadi tidaklah nyata. Sesak, tetapi acsak tinggalah sesak. Tidak ada obat pasti juga untuk menghilangkannya.

"Ya sudah. Aku beresin baju kotor kamu dulu." Rigel bangkit dari kursi perlahan melepaskan tangan Sea yang sedari tadi digenggam, "Have 4 nice dream, sayangnya aku. Giliran aku lagi yang mandi." Membungkuk, ta mengecup dahi Sea-lama ia dalam posisi itu, tetapi erangan pelan itu tidak

berulang.

Benar, sepertinya tadi ia cuma salah dengar

Baru saja ia berusaha menerima, genggaman yang kini benar-benar nyata terjadi di depan matanya. Di depan kedua bola matanya sendiri saat langan Sea bergerak pelan, memegang ujung jemannya. Seperti hendak menggesinding kehiar, netra Rigel membulat, serasa ditarik setengah napasnya untuk beberapa saat.

"Ma. "" Sea mengguman pelan, nyaris tidak terdengar. Bibir itu bergerak,

sangat halus—serupa bisikan-

Deru napas Rigel memburu cepat, ia menangkup wajah mungil Sea dan memanggilnya berulang kali. "Sayang... sayang! Im aku! Sca. !" serasa ingin bertenak, tetapi ucapannya tertahan di tenggorokan saking kesenangan. Alr mata Rigel mulai meluncur jatuh, ketika kelopak mata Sea bergerak-gerakmeski tidak kunjung terbuka-

"ASTAGA, SAYANGKU!" suaranya terisak hebat, menekan tombol di

#### adducted.

samping ranjang untuk memanggil Dokter, "Sea, bangun sayang, Sea. !"

Satu per satu, diiringi desah napas yang terputus putus, sepasang mata bulat yang tidak dilihatnya selama tiga bulan ini, kini perlahan terbuka. Fokusnya cuma menatap langit-langit kamar, kosong, tampak. mengumpulkan segala kesadaran yang herceceran.

"Sea, mi aku! Kamu bisa melihat aku, kan?!" Rigel mengguncang pelan

tubuhnya, air mata sudah tumpah ruah membasahi pipi.

"Di mana ... im?" diseret, suaranya dikeluarkan susah payah

Sea yang masih berusalia menelaah keadaan, langsung dipeluk Rigel. Seerat mungkin—di bahu Sea, ia menangis suiadi jadinya layaknya anak TK, Rasa lega, haru, senang, campur aduk menjadi satu. Bahkan buncahan yang meledak di dadanya sekarang tidak akan pernah mampu diutarakan oleh sebuah kalimat mana pun.

"Thank you. thank you for coming back, Sayung I miss you so much. I muss you. Ini sama sekali nggak mudah hidup tanpa kamu, Sea. Rasanya aku

akan gila settap harinya!"

"Kamu ... siapa?"

Sepert: petir yang menyambar, pertanyaan yang sangat pelan ilu bagai gaung yang menakutkan. Rigel sempat membeku, sebelum menguratkan pelukan dan menatap wojah Sea yang masih tempak sangat kebingungan.

"S-sea, aku - Rei Tolong jangan bercanda,"

Tatapan Sea begitu asing, dia mengernyit samar-terlihat tidak mengenalnya sama sekali.

"Sea. aku saami kamu!" Rigel meraih tangannya, panik. "Kamu koma selama tiga bulan ini. Kepala kamu masih sakut Atau, perlu sesuatut Tolong jangan menakutiku lagi!"

"Apa ?" Bahkan dari nada suaranya, dia begitu terkejut ketika

mendengar semua informasi yang baru dilontarkan Rigel,

Rigel menatap Sea, mencari jawaban dari kedataran pandangannya. Asing Dia tidak menyorotkan tatapan apa pun kecuali layaknya pada orang yang tidak pernah dikenalnya sama sekali. Bukan main, Sea memang belum sadar sepenuhnya.

Tuhan, ini apa lagi sih...?

Derap langkah cepat yang berhamburan ke dalam ruangan tidak sama sekalı membuat Rigel melepaskan genggamannya yang kian mengerat Matanya tertuju pada sorot Sea -yang begitu terlihat kebingungan.

"Nyonya Sea, Anda sudah bangun?!"

Rigel mendongak, melihat tun Dokter telah sampai. "Dok Dok, dia sudah bangun. Dia . tolong periksa dulu! Ada yang salah dengannya." Setelah memerhatikan cukup lama, Rigel tahu pasti yang berada di depannya

bukan tetapan khas seorang Sea yang selama ini sa kenal. Ia memberikan ruang pada mereka untuk memeriksa Sea terlebih dahulu.

Sibuk, semuanya diperiksa dan Sea mengikuti sesuai instruksi Dokter.

"Kamu bisa lihat saya siapa?"

Sea mengangguk pelan, "Dokter"

"Nama kamu siapa? Apa masih ingat?"

"Sett"

"Kalou nama panjang kamu, apa?"

Rigel bergerak mendekat-membuat Sea meringkuk takut ke arah herlawanan.

"Jangan takut. Sea jawab dulu pertanyaan saya, Nama panjang kamustapa? Inget nggak?"

"Sea . Arabelle ... Hardyantara"

Dokter itu tersenyum, memberinya anggukan, "Nah, kalau ini siapa? Sea kenal nggak?" tunniknya pada Rigel yang harap-harap cemas menunggu,

Sea melirik-tidak terlalu bersahabat, lautas menggeleng. Tubuh Rigel

yang berotot, tinggi, dan tampak dominan malah membuatnya takut

"Aku Rigel Dione Alexander Suami kamu, Sea. Ayah dari anak kita, masa kamu lupa sih?!" gregetan. Rigel menjawah sendiri membuat Sea lagilagi menatap tidak suka. "Tubuh keta aja sering nyatu, yakali kamu lupa, Jangan gini dong, Sayang. Ini aku lemes banget Joh!"

Suara ngos-ngosan ibunya yang baru saja masuk-terdengar, langsung berjalan ke arah ranjang. "Sea, kamu sudah sadar. Astaga kami sangat khawatir padamu, nak!" Lovely langsung memeluk tubuh Sea, dan menangis

penuh haru.

Sea menaikan tangannya, membalas peluknya—tetapi matanya. berlaman ke mana-mana, tidak paham apa yang sedang terjadi dengannya, Mengapa semua orang asing ini bertungkah aneb?

"Ma, coba tanya, Sea kenal nggak sama Mama?" ucap Rigel agak sebal

sambil menatap Sea yang tampak kosong.

Perlahan, Lovely menguruikan pelukan, menatap Rigel heran. "Maksud kamu apa sih?"

"Coba aja tanya,"

"Sea tahu ini stapa?" tunjuk sang Dokter pada ibunya

"Ma-maaf, tapi...," la menggeleng, tidak enak hati, "kahan siapa?"

Dengan cepat, Lovely menutup mulutnya-terkejut. Sedang Rigel mengembuskan napas panjang. Sedih dan senang, sekarang beradu liar dalam benaknya.

"Kalau boleh tahu, umur Sea berapa sekarang?" Pertanyaan-pertanyaan dari Dokter untuk memastikan, membuat Sea merasa risi. Ditambah lagi

genggaman lelaki itu yang tak juga dilepaskan sedan tadi.

"Empat ...,"

"Puluh tahun?!" Rigel memotong cepat. Ia mulai hilang kesaharan, menunggu dia menyahuti.

"Pak, biarkan Sea bicara dulu"

"Dia siapa sih, Dok? Dari tadi , terus mepet mepet." Sea memprotes. jutek,

"Nanti kami akan bantu jawab, kalau Sea jawab dulu pertanyaan kami semua dengan jelas dan jugur" Tenang dan sabar, Dokter itu menumpali. "Jadi berapa tadi? Umur bea sekarang berapa?"

"Empat belas ... tahun,"

"What?!" scakan hendak menjeru, Rigel langsung berdiri dari duduknya—sama sekali tidak sanggup memercayai ucapannya. "Fuck! Bagaimana bisa?!"

Sekalinya bangun, Sea malah terjebak di dalam jiwa bocah 14 tahun. Yang benar saju! Sepertinya Tuhan sedang bercanda sekarang.

Sea kembuh melayangkan brikan sinis mendengar umpatan kasarnya. Tampan layaknya seorang Aktor papan atas, tetapi mulutnya tidak bisa dijaga

"Oke Sea boleh istirahat dulu, jangan banyak berpikir. Sekarang kami periksa lagi ya tebentar?" Dokter dan perawat mengecek detak jantung Sea, tekanan darahnya, dan semua alat vital di tubuhnya untuk memastikan organ dalamnya baik-baik saja dan berfungsi secara normal mengingsi selama puluhan hari dia tidok sadarkan diri.

Rigel manpun Lovely membisu- lemas, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun suara lagi. Mereka terlalu sulit menerima dan mendapah kalau yang ada di hadapannya sekarang adalah Sea, yang ... yang herusia

Ini namanya salah server! Wanjritt!

"Pak Regel, mari ikut ke ruangan saya dulu. Biar saya jelaskan kondisinya saat ini."

Kecuali menatap penuh kerinduan wajah Sea, Rigel tidak bisa melakukan apa-apa. Yang ditatap malah lebih sibuk melarikan pandangan ke seluruh penjuru ruangan yang bisa dijangkau matanya. Boro boro tatapan rindu Menatapnya saja dia enggan -seperti malas. Barangkali karena ia sempat memberikan bocah empat belas tahun ini kesan pertama yang tidak baik.

Oh, astaga... persetan!

"Dok, Sea hilang ingatan?!" Tidak menunggu lama setelah sampai di ruangannya, Rigel bertanya, "Kenapa dia bisa tersebak di masa sepuluh tahun yang lalu? Apa itu mungkin?"

clariza yani

"Bisa saja, Pak, karena yang terjadi pada Nyonya Sea sebelum dioperasi adalah pecahnya pembuluh darah dan cidera kepala. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi saat Sea berada di alam bawah sadarnya. Dia masih bisa mengingat kejadian dari sepuluh tahun lalu, tetapi ingatannya beberapa mhun kemudian tidak bersisa."

"Apa ... itu permanen? Maksudnya, dia akan selamanya begitu?"

Tentu tidak. Ini hariya kondisi sementara. Faktor koma yang cukup lanta juga bisa Sekarang, yang Nyonya Sea butuhkan itu support dari kalian agar dia bisa mengingat lagi kehidupannya yang sekarang. Terkhusus dengan bantuanmu, sebagai miaminya. Melakukan semua kebiasaan yang sermg kahan lakukan contohnya, itu bisa sangat membantu memulihkan ingatannya dengan cepat "

Rigel agak bernapas lega saat mendengar sedikit penjelasannya,

"Tapa ... berapa lama? Empat belas tahun, Dok, apa yang bisa saya lakukan dengan bocah usta segitu?!" Melakukan hal yang biasa dilakukan, nyarıs semuanya dilişi oleli hal-hal dewasa, atou beradu argumen tidak jelas.

"Anda harus membantunya memahami dan perlahan menjulaskan kalau dia sudah cukup umur sekarang, tapi, tolong Anda lebih sebar. Yang disakutkan dia malah kabur Sebab bagaimanapun. Anda itu orang baru di hidupnya untuk saat ini. Jelaskan pelan-pelan, saya yakin dia akan mengerii. Mangkin satu atau dua bulan, atau bisa juga setahun untuk memulihkan keadaannya. Selain itu, Nyonya Sea sudah sangat stabil, Jika keadaannya tetap bank seperti ini, minggu depan juga dui sudah boleh pulang. Saya rasa tinggal di rumah yang biasa ditempati, akan sedikit membantunya juga untuk mengingat masa sekarang?"

Rigel memijit hatang hidungnya, pening sekali memikirkan keadaan Sea yang tidak masuk akal dan masih sulit dipercayainya. Ia pikir amnesia cung ada di dalam sinetron!

Kembali tiba di dalam kamar. Sea cuma melirik sekilas pada Rigel, sebelum menatap ibunya lagi yang sedang hercerita di sampingnya. Sesekali, Sea akan mengangguk, lalu tersenyum hangat -menyimak obrolannya.

Dengan langkah panjang, Rigel berjalan ke arah Sea sambil membuka lebar kedua tangannya. Ia pasti bisa melewati ini semua. Usia bocah segini

malah lebih mudah didoktrin pikiran setannya mulai bekerja.

"Sayangnya aku... kamu nggak mau peluk suami kamu nih? Biasanya kamu paling suka bermanja-manja ke aku, minta cium chim terus sampe aku harus berusaha menghentikan."

"Apa, ?" Sea mengernyit jijuk mendengar informasinya. "Ng-nggak

mungkin!"

Rigel duduk di atas ranjang, meraih tangan Sea dan mengecupnya

lama—berhasil membuatnya risi.

"Kok nggak mungkin? Perlu aku tunjukin gimana kamu tergila gilanya sama aku? Setiap hari, maunya gelendotan terus." Ia memeluk tubuh Sea, hatmya mulai terasa utuh ketika candinnya sudah bisa bergerak dan bersuara. "Kak Rei, Sea cinta banget sama kamu. Tolong jangan tinggalin aku ya? Tidurnya mau dipeluk, nggak boleh dilepas sama sekali." Rigel memirukan suara perempuan dan ia tidak bisa menahan senyumnya yang mengembang lebar.

"Cih .. nggak mungkin banget!" malah ibunya yang tidak terima dan .kut menimpali.

Rigel mengabaikan, mengusap perut Sea yang audah besar. "Ya kamu pikir aja sayang, apa anak kita bisa tercipta kalau kamu nggak menginginkan? Ini hasil kebuasan kamu loh. Aku mah sosok yang tenang, kamu yang biasanya ngejar-ngejar."

Sea menatap horor, membayangkannya saja membuat ia merinding. "Ih masa sih?" Mendapati dirinya dalam keadaan berbadan dua saja sudah membuat Sea kelimpungan. Dan sekarang, ia harus mendengar fakta baru lagi kalau ia seagresif itu. Ada apa dengannya di masa sekarang? Ia sampal malu.

"Rei, kusılıan anak orang kamu gitum," Ibunya mendecak, tıdak tega

melihat wajah Seu yang dilipun oleh kejijikan

"Jadi, kita udah beneran menikah?" Sea mengulang pertanyaan itu untuk kesekian kali Lovely pan sudah sedikit menjulaskan, sampai rasanya Sea ingin mengerang frustasi. Bagaimana mungkin ia bisa cinta pada pria yang tampak bad boy seperti itu? Sangat tampan, jauh lebih tampan dari semua pria yang ia kenal, tetapi tetap saja menakutkan. Dia begitu tingg, dan badannya seakan bisa meringsekkan tubuhnya dengan mudah.

Rigel mengangkat tangannya -menunjukkan cincin yang melingkar di jari manisnya seraya memutar-mutar cincin Sea. "Lihat, kamu tahu artinya kan? Ini juga hasil pemaksaan kamu agar kita cepat-cepat bisa men kah. Karena Sea nggak mau kehilangan Rigel, dan nggak bisa hidup tanpa Rigel.

Kata kamu dulu. Jadi, aku percepat."

Kernyitan geli semakin jelas terlihat dan wajah Sea sampai Rigel tidak

mampu menahan gelaknya. Seru juga ternyata,

"Kok muka kamu kayak gitu sih?" Rigel menangkup wajah Sea, menclumnya dalam tanpa bertanya. Bibarnya menjelaskan kebohongan itu, tetapi tubuhnya sendiri menunjukkan hal sebaliknya. Ia yang mendamba Sea, ia yang menginginkannya serasa akan gila. "Terima kasih sudah bangun,

# clarizazioni

Sayang I love you so much, kamu harus tahu kalau itu begitu banyak."

Sea mendorong dada Rigel, dia langsung mengusap bibirnya yang basah dan terasa panas setelah dihisapnya. "Kata Mama nggak boleh ciuman kayak

gitu! Kakak kok kurang ajar sih?"

Rigel malah sengaja menjilat permukaan bibir Sea yang merah, lalu turun ke dagunya. "Kan Sea istri Kakak!" tekannya, geli sekaligus senang mendengar pangguan baru dan Sea. "Lebih dari ciuman aja udah kita lakukan, makanya bisa sampai menghasilkan dua dedek sekaligus. Dua loh, bukan cuma satu. Artinya, Sea sama Kakak ngelakuannya sangat sering sampai menghasilkan dua."

"Kalau kita melakukan lagi, nanti bisa jadi tiga?" Pertanyaan itu terlontar polos dari bibir Sea langsung membuat Lovely tersedak, sementara Rigel

terbahak

"Bisa jadi. Kalau Sea mau punya anak sekaligus empat, kita buat lagi lebih sering dari kemarin. Jadi pas melahirkan, kita langsung bisa bikin tim basket keluarga!"

Lovely memukul kepala Rigel, tidak tega melihat wajuli Sea yang

kelimpungan memunguti ucapan Rigel yang tidak masuk diakal.

"Dia haru bangun dari koma Rei, don kamu mulah ngasih dia beban

pikiran. Kasihan tuh, sampe bingung gitu muka Sea."

Senyum masih tersungging lebar di bibir Rigel, sampai pegal ta menekankan gelaknya. Ternyata asik juga punya isiri berjiwa hocah empat belas tahun. Tatapan Sea juga tidak sekelam duhi. Lebih pure dan tanpa beban. Sangat khas seorang anak kecil yang belum banyak tahu tentang duma arang dewasa.

"Sea sudah sadar?!" suara nyaring dari arah pintu, membuat mereka \*\*mua menoleh, Henrick dan Rafel yang baru saja datang, dengan napas

terengah kasar.

"Papas. ! Kakak...!" Sea berseru nyarung—seolah begitu lega mendapat. anggota keluarganya ada di sana. "Kahan ke mana? Kenapa tinggalun aku di sani berdua a<sub>i</sub>a sama orang mi?!"

Langkah keduanya sontak terhenti, mendengar nada suara Sea yang

tidak sedingin biasanya. "Rei, ada .. apa int?"

"Dia bilang ingatan. Ini Sea bocah empai belas tahun yang kalian lihat sekarang."

Mengerjap tidak percaya, mereka sampai tidak mampu mengeluarkan

kalimat apa-apa.

"Pa, Kak, kenapa kalian berhenti di sana? Emang nggak kangen sama aku?" Wajah Sea memurung.

Rafel tersenyum—duluan menghampiri, meski rasa kaget masih

#### adduted

sangat melingkupi. "Oh, tentu Kakak kangen banget sama kamu, Ya," Dia mengambil kesempatan untuk memeluknya—seerat mungkin yang langsung dibalas oleh See tanpa canggung.

Rigel tidak tinggal diam, menarik tubuh Rafel secara paksa agar segera melepaskan, "Brengsek, udah! Jangan nyari kesempatan dalam kesempitan

Giliran Ayahnya dengan air mata yang tergenang, berhambut memeluk See. "My little gril, maafin Papa sayang. Papa salah, maafin Papa, nak!"

Sea mendongak, mengusap air mata Ayahnya yang membasahi pipi "Nggak apa apa Yang penting sekarang Papa udah di sini Tadi Sea bangun, kaget banget ada orang itu. Masa dia ngaku-ngaku suami aku sih?" lu menguraikan pelukan, memperlihatkan perutnya, "Pa. perut Sea juga ada dedenya dua. Dia bilang, dia yang buai!" adinya kesal,

"Emang aku yang buat. Kita -lebih tepatnya, Sea. Kita bekerjasama

untuk menghasilkan keduanya"

Sea masih sangat sulit memercayal. Kalau saja perutnya tidak sebesar mi, ta yaktn ucapan Rigel akan terdengar seperti lelucon garing yang mengesalkan. Tiba-tiba bersuami, tiba-tiba punya anak. Padahal kemarin dalam ingatannya, ia masih bermain basket dengan teman-teman sebayanya

"Kak, ini seriusan? Kami berdua sudah menikah?"

Rafel mengembuskan napas panjang, ta juga berharap itu cuma hoax "Kakak juga nggak ngerti kenapa kamo mau sama dia."

Rigel mendempet tubuh Sea, menaburkan ciuman da wajalinya. "Kamu

nggak percayaan banget sili."

"Pa, dia mesum banget! Aku nggak mau!" Sea mendorong-dorong tubuh Rigel, tetapi boro-horo mau menjauh, lelaki itu malah sengaja merecokinya hingga wajah Sea merah padam.

\*Dokter bilang kita harus melakukan kebiasaan yang sering kita lakukan dulu, agar ingatanmu cepat pulih." Rigel tersenyum lehar, merasa d. atas angin memiliki senjata andalan untuk membungkam mulut Rafel dan Ayahnya yang baru saja hendak memprotes. "Kamu belajar untuk menerimo semua sentuhanku, sebah setiap saat aku akan menyentuhmu, di tempattempat yang kumau,"

Memelas, Sea meminta pertolongan pada Ayahnya. Tetapi beliau cuma mendesah pelan, melihat kelakuan Rigel yang seperti setan. Dia sangat licik. Selalu saja punya cara untuk memanfaatkan momen apa pun bahkan keuka seharusnya mi menjadi sebuah kesedihan.

"Pa, Mama ke mana? Kenapa dia nggak ikut ke Rumah Sakit juga?" Sea mulai pasrah dipepet Rigel, memilih mencari sosok yang paling disayang nya

## clarizayani

Seketika, ruang rawat inap itu berubah mencekam. Hening, dan tak mengenakan. Rafel dan Henrick membisu, begitu lama, tidak sanggup bersuara.

"Pa, kenapa diam aja? Mama sehat, kan? Sea kangen Mama. Teleponin

dong."

Rigel memberi jarak dan membiarkan Henrick lah yang mendekat. Dia memeluknya, berusaha memberi Sea pengertian pada kejadian lampau yang memilukan.

"Sayang, Mama sudah tidak ada. Dia sudah bahagia di sisi sang Pencipta."



Sudah satu minggu berlalu sejak Sea siuman, Rigel masih setia di sisinya. Ia pun sengaja mengambil cuti dari kantor agar tidak melewatkan semenit saja kebersamaan mereka. Sekarang, ia berlutut di bawah sofa, menggenggain lembut tangan Sea sambil menatap sepasang netranya yang bengkak.

"Sayang, semua yang ludup, pasti akan mati. Itu sudah hukum alam, kan? Kamu jangan berlarut kayak gini dong, kasihan baby kita. Mereka pasti ikut sedih juga lahat Mamanya berduka kayak gini." Menempelkan ke pipi, Rigel sesekali mengecup telapak tangannya. "Mama sudah tenang di alam sana Dia pasti nggak akan suka lihat Sea bersedih kayak gini."

Rigel mengusap setetes air mata Sea yang baru saja jatuli. Ia duduk di sisinya, mendekapnya. Kepala Sea tenggelam nyaman di dada Rigel, mulai terisak hebat seraya membalas pelukannya. Cukup lama, mereka dalam posisi itu—menunggu Sea sampai puas menyalurkan kesedihan.

Sea menarik mundur tubuhnya, lantas menyeka sampai habis basah yang membanjiri wajah. "Udah, udah... aku nggak nangis lagi, Tolong

ambilkan tisu."

Rigel mengulum senyum, merapikan rambut Sea ke belakang telinga. Sea yang dingin, jadi begitu menggemaskan sekarang. "Sudah kenyang nangisnya?" Ia menjawil pipi Sea, membelainya. "Kasihan kesayangan Kakak. Sampe merah gini pipinya."

"Tisunya mana?"

"Nggak usah pake tisu. Gini aja." Rigel mendekatkan bibirnya, menghisap air mata Sea yang berlinangan. "Kamu nggak boleh sedih lagi, Kamu harus fokus pada anak kita, dan kesembuhan diramu sendiri."

"Kakak kenapa suka banget suh cium cium? Risi tahu!" protesnya,

### clarisayani

şambil meraih kaus Rigel dan mengusap bekas lumatannya yang disebar di pipi "Buang ingus pake ini ya?"

Rigel menjauhkan diri, bergidik "Jorok, ih,"

Kedua tangan Sea menggapal-gapat tubuh Rigel. "Mau buang ingus pake kaus Kak Ret ajai Nggak mau pake tisu!"

"Sini, Kakak yang bersihin pake tisu. Baju yang lain udah diberesin.

semus. Sayang. Masa nanti Kakak pake kaos yang ada ingusnya sih"

"Nggak mau tahu. Mau kanz Kakak!" Sea menggeleng tegas, kedua tangannya terus melambai-lambai. "Sini, nggak? Katanya cinta."

Cinta sih cinta. Tapi, nggak nyeku ingus pake kaos yang dipake juga

kaleeee!

"Apa bedanya sih? Im bajunya udah kena bakteri kulit aku, mending pake tisu aja."

Dia menyorotkan tatapan tak senang, tetapi bibirnya bungkam.

"Ya udah, ya udah... pake kaus Kakak," Rigel akhirnya mengalah, membersihkan wajah Sea menggunakan kaus yang dikenakan "Ayo, keluatin ingusnya. Yang banyak sekalian, biar Sea senang"."

"Suara Kakak kedengeran nggak senang!" Sea menjauhkan hidungnya yang dia tekan, "Mau pake tisu aja. Males berurusan sama orang kayak

Kakak!"

Tersenyum lebar yang dipaksakan. Rigel menempelkan dahi mereka. "Ini senang. Nih, senang banget. Udah sini, mana hidungnya. Aku bersihin dulu."

Sea akhirnya menurut, dan dengan telaten Rigel benar-benar menyeka Inguanya dengan kausnya. Selama satu minggu, karena kebersamaan yang Intens, perlahan kecanggungan Sea mulai memudat. Rigel sangat lembut, melahukan dan memberikan apa pun yang ia mau, dan merawatnya sangat baik dari ujung kaki sampai kepala. Sea tidak memilika pilihan lain saat Rigel juga lah yang memandikan dengan penjelasan kalau dia sudah melihat seluruh dirinya.

"Kamu nggak boleh nangis lagi ya? Sekarang malah jadi pilek, kan.

Nakal sih, nggak denger kalau dikasih tahu orang tua."

Sea tersenyum, menyentuh lesung pipi Rigel yang tampak jelas. Kalau sedang kalem seperti ini, dia terlihat berkali lipat jauh lebih tampan. Mungkin saat ia jatuh cinta pada Rigel, salah satu alasannya ya karena patasnya ini. "Kalau marah, kayak Mama deh. Dia suka ngomelin aku karena sering makan indomie."

"Pantes aja kamu stok banyak mie di rumah. Emang dasarnya kamu anak micin."

Sea mendongakkan kepala, membiarkan Rigel juga membersihkan

bagian lubang hidungnya dengan hati-hati. "Kaus Kak Rei lembut, harum juga. Aku kayak mengenal baik aroma ini," gumamnya, mengalitkan senyum di bibit Rigel, "Aku pasti manja hanget ya dan sering menyusahkan? Saat aku nyaman dengan seseorang, biasanya aku begitu. Sama Mama contohnya. Kami deket banget."

"Menyusahkan, iya. Tapı, manıa . aku berharap kamu begitu." Rigel menangkup wajah Sea, mengecup bibirnya yang kemerahan "Sudah selesat"

Sea menepuk-nepuk kaus Rigel yang terlihat basah. "Nanti juga kering sendiri, terus mengeras. Biasanya aku sama Kak Fel sering iseng-isengan gini. Tadi juga cuma iseng aja, balas dendam." Ia terkekeh puas.

Rigel menyeringai, meraih tangan Sea dan menempelkan pada miliknya, "Di sani juga mengeras. Boleh dong aku juga isengin kainu, sekahan jengukin anak sata. Main tusuk-tusukkan nama permamannya. Udah enak, seru lagi!"

Sea meloloskan tangannya dari arca itu dengan gelagapan. "Kamu

"Bodo. Stapa suruli Sea gemesin banget." Rigel hendak menciumnya lagi, tetapi ditutup Sea dengan telapak tangannya.

"No. Cukup!"

Sekan lagi aja Sayang Terakhir, sebelum kita pulang. Kan kata Doktor harus melakukan aktivitas yang sering kita lakum dulu biar ingatannya cepet punih. Sehari pu uhan kali loh dulu, masa gini aja kamu udah nyerah."

"Masalahnya Kak Rei sering banget. Dari tadi cium aku terus!"

"Belum ada chis puluh kali. Ciuman sama kamu kayak ngisep narkoba. Candu banget tahu nggak?" sambil mengecupi telapak tangannya, "Mana sini, bibirnya lagi. liiget apa kata Dokter? Hayoloh, kok nggak nurut? Nggak mau cepet sembuh ya, biar bisa dimandun terus?"

"Dih, stapai Nggak kok..."

"Enak ya, Ses cama tinggal duduk, aku yang gosokin. Aku juga harus nahan sakit, sampe kayak mau meledak."

Dengan kepolosan khas anak empat belas tahun dan dalih kesembuhan. Sea menyodorkan bibirnya agak mengerucutkan. Dibodolu saja terusterusan oleh Rigel.

"Ini, sini..." Sea meraih leher Rigel, hingga dia mengaduh karena terkejut. "Jangan keras keras ya hisapnya? Ini udah bengkak."

"Mulut Sea dibuka ya? Kita belum ciuman pake lidah. Cuma kecup-

kecup kucing doang."

"Nggak mau, jijik ah. Nggak tahu caranya." Selama empat helas tahun, ia tidak pernah melakukan hal menjijikkan itu. Ia lebih sering di rumah, sehingga ciuman yang sering ia dapat ya cuma berasal dari ibunya, bukan lawan jenis seperti im.

# clausayanı

Rigel duduk di sofa, menangkup rahang Sea. \*Makanya, sini Kakak ajarin biar bisa," tanpa aba-aba. Rigel menghisap pelan, melumati area permukaan bibirnya sebelum menggigiti kecil bagian bawahnya dan menyelipkan

Rigel merintih pelan, saat lidahnya tidak sengaja kegigit oleh gigi Sea. Tetapi, ia tidak sama sekali berniat untuk melepaskan, malah semakin diperdalam sampai Sca berhasil dibaringkan di atas sofa. Pagutan masih belum terlepas, Sea mulai memejamkan mata sambil mencengkeram kaus Rigel erat erat. Seluruh sarafnya mulai bereaksi, menikmati bagaunana liha nya R gel merajai mulutnya.

"Kak, kıta selalu kayak gini? Kıta ... sering gini?" Sea bertanya disela pagutan, seraya mengambil napas dan langsung diraup lagi bibirnya oleh

"Sering bangut!" la mondesah, saat miliknya sudah semakin mengeras.

"Mobil sudah stap. Ayo ki- aduh Anjing!" Rion membulikkat. tubuhnya, melihat ciuman panas mercka di atas sofa "Brengsek lo, Kakl"

Sea langsung mendorong keras dada Rigel hingga nyaria membuatnya terjungkal. Memiringkan tubuh ke sisi bagian sandaran sola, Sea menutup wejahnya yang terase panas. "Malu. !"

Rigel melemparkan bantalan sofa ke arah Rion, mendecak jengkel. "Dasar kadal buntung! Lo nggak bisa ngetuk pintu dulu ya sebelum masuk?"" umpatnya jengkel, merasa sangat terganggu. Padahai ciuman mereka tadi sudah sangar benar dan begitu intim. Lulah Sca juga belajar dengan cepat, bisa mengimbangi walau terasa sangat kaku.

Rion herbalik lagi, air mukanya mengeruh "Lo ngasili omong kosong apa lagi sama Sea? Dasar setan ya Anda ini. Teros aja lo ngambil kesempatan

sampe mampuns!"

Mengatur napas, Rigel menenangkan dirinya sambil mengusap-usap bokong Sea. Dia belum beram juga berbalik menghadap Rion. Seperti terpergok melakukan hal terlarang, dia sangat maki untuk melihatnya. "Sudah, sayang Nggak apa-apa Ngapam sih mikirin banget si Cicak mi!"

"Aduh, Sea, kamu sesat banget kalau dengerin semua perintah dia. Hidup si Rei tuh kotor banget, masa kamu ngikutin jalan setan kayak gitu 8th?"

"Itu saran dari Dokter, Sat, sori aja ya. Kann harus terus melakukan apa yang sering dilakukan agar mgatan Sea cepet pulih. Chuman kayak tadi, itu salah satunya. Bebas sakit hati, dan kalau lo masih berharap sama Sea, lebih baik lo mati." Rigel mengangkat tubuh Sea, dan dia langsung meringkuk cepat di dadanya -terlalu malu menatap Rion.

"Malu, Kak!" rambut Sea sengaja ditutupkan pada wajah, menghindari

### adduted

R.on susah payah

Rion menarikan kursi roda, agar See lebih mudah didudukkan. Kaki Sea memang belum terlahi kuat untuk menopang tubuhnya. Saat mi masih dalam pelatihan. Tulang tulangnya yang tidak digunakan selama tiga bulan jadi terasa sakit setiap kali kakinya dipijakkan ke lantai. Ditambah bobotnya pun menaik drastis dan dia belum mampu menyesuaikan.

Hari tuk akhunya Sea sudah diizankan pulang. Kedua orang tuanya sudah lebih dulu ke apartemen Rigel dan menyiapkan perwambutan untuk kesembuhan Sea meski belum seperuhnya pulih karena memorinya belum kembah. Acara ini pun sekaligus dijadikan jamuan makan malam seluruh keluarga besar termasuk Henrick dan Rafel yang diundang. Hangat, semuanya saling bersatu dan mulai memudarkan kebekuan.

Ya, kecuah Rion. Kadang dia masih suka gregetan sendiri pada Rigel. Faktor utamanya sudah jelas karena dia masih menaruh rasa terhadap Sca.

444

Kehamilan Sea semakin besar. Namun, tiga bulan telah terlewati ingatannya masih belum juga kembah.

Sea tengah bersandar gelisah di sofa, memakan camilan sambil menonton film laga di TV. Perutnya yang sudah besar, membuatnya kesul tan hergerak Bahkan untuk melihat kakinya sendiri saja sulit. Sesekali, matanya akan menatap jam dinding yang terasa lama agar cepat bergerak ke angka empat, la bosan ingin Rigel berada di sampingnya dan memenuni semua kentginannya. Lelaki pertama yang ia lihat saat ia bangan dari koma itu, benar-benar sosok yang menjengkelkan sekaligus menyenangkan. Dia sesalu inengatakan kalau Sea lah yang tergila-gila padanya. Tetapi yang ia perhetikan selama tiga bulan ini, malah kebalikannya.

"Sayang, aku pulang!" suara baraton dan arah pintu, membuat Sealangsung bangkit dari sota dan perjalan cepat ke arahnya dengan semangat.

Rigel tengah tersenyum, berdiri di tempatnya sambil merentangkan kedua tangan. Dia mengenakan kemeja hitam yang sudah kusut di beberapa bagian, sedang dua kancing teratasnya dibiarkan terbuka. Sangat tampan Cuma dua kata itu yang menggambarkan sosoknya sekarang.

"Sini sayang, mana pelukan sama ciuman penyambutnya?" tagih Rigel, yang ia biasakan agar actiap ia pulang kerja, Sea harus melakukannya. Dia bersikeras tidak ingin melakukan tadinya. Cuma mantra yang sama selalu Rigel taburkan, dan akhirnya mau tidak mau disetujui Sea.

Malu malu sambil menunduk, Sea berhambur ke dalam pelukan Rigel.

"Aku nungguin Kakak dari tadi."

Rigel meraih dagu Sea, mencium bibirnya begitu dalam yang terasa

# clarisagani

memabukkan seperti biasa. Seperti tak bertemu selama setahun, mereka berciuman lama di depan puntu. "I love you so much, Sayang. How was your day?" (a melepaskan, saat Sea mulai kehabisan napas.

"Not bad," lantas meruih tangan Rigel dan menempelkan ke perutnya.

"Hari ini mereka aktif banget. Tendang-tendang perut Sea terus."

"Oh ya?" mata Rigel berbinar, lelu berlutut di bawahnya sambil menempelkan telinga di perut buncit tiu. "Kalian hari ini tendang-tendang perul Mania terus ya? Nih, dia sekarang ngadu ke Papa."

"Nggak sakit kok, Kak Tapi agak geli." Sca menggelinjang pelan, saat

gerakkan kembali di dapat. "Tuh, nendang lagi, kan?"

Rigei mendongak, mengangguk semanyat. "Iya, tadi aku rasain jugal" Daster yang dikenakan Sea dinaikkan ke atas, diciumnya secara langsung. "Sabar ya satu bulan lagi manti kalian udah bisa keluar Sekarang baik baik di dalam. Nggak boleh nyusahin Mama."

Tersenyum tidak kalah semringali, Sea selalu menyuksi momen ini Walaupun segalanya terasa asing, tetapi Rigel bisa dengan mudah

membuatnya melewati semuanya.

Saat ta masih membelai kepala Rigel yang tenggelam nyaman di perutnya dan menaburkan banyak ciuman sayang, Sea langsung mundur tepat ketika tangan Rigel mulai nakal bermain di tali celana dalainnya dan hangatnya saliva menerpa tepat di bagian kewanitaannya dari balik sehelai kain tipis.

"Kak, kok tadi man buka-buka gitu? Kan ini lagi nggak sedang mandi!" Sei memprotes, gi gup "Kakak juga - itu, lidah Kakak - ji-plat itu aku!"

Rige, melambaskan tangan cepat, saat ia hilang kendali. "Nggak kok.

Taul aku pikir itu masih perut kamu. Makanya ... itu ... ya gitu."

"Masa perut ada di bawah? Orang Jelas jelas tadi lidah Kakak di sini kok," ia menurunkan dasternya lagi, menatap Rigel sebal "Kan nggak boleh gilian,"

"Siapa yang mau gituan? Nggak...! Nggak sengaja tadi!" ia ikut meninggikan suaranya, melewah Sea dengan gugup. Ya, meski hubungan mereka sudah sedekat nadi, tetapi untuk urusan itu. Sea masih belum juga memahami. Otaknya masih tetap bocah, dan Rigel tidak tahu bagaimana menjetaskannya bahwa ia sebagai pria normal juga memiliki kebutuhan balin yang harus dipenuhi. Masa main sama tangan terus sih.

Sea membuntuti dari belakang, sedang Rigel menelungkupkan tubuh tingginya ke sofa "Kenapa Kak Rei ikut marah? Aku nggak bohong. Tada

ernang bener lidah Kak Rei ada di itu aku. Nih, lihat, ini basah."

Rigel tidak menggubris. Kepalanya tenggelam pada jok sofa. Tanpa Sea mengatakan juga, ta sudah tahu kalan tadi ia sempat menjilatnya. Ia rindu

akan rasa dari tubuh Sea. For God's suke, sudah enam bulan lamanya mereka tidak saling memenuhi.

Sea mengguncang bahu Rigel, "Kak, ini lihat! Basah, kan?"

Rigel menepis pelan tangan Sea di bahu, mendumal layaknya bocah

yang tidak dibelikan mainan baru.

"Kenapa Kak Rei yang marah? Harusnya kan aku yang kesal," Dia tetap tidak menggubris, memunggungi Sea, "Kak... lihat Sea dong. Mau bagi centa." Ia menarik-narik kemeja Rigel, memintanya serupa rengekan,

"Awas kamunya. Aku ngantuk."

"Aku tahu Kak Rei marah. Tadi juga suaranya tinggi banget pas nyahut." Rigel tetap diam, dia marah beneran sehingga dengan hati hati, bea duduk di atas punggung Rigel, menggoyang goyangkannya "Jangan marah dong. Kan melakukan itu nggak baik."

"Terseraht" ketus Rigel, tetap tidak mau melihatnya. Tidak baik dari mana coba? Keenakan sih, iya! *Mindset* bocah memang suht sekah dimengerti

oleh etaknya.

"Aku lapar, mau makan. Kita pesen makanan yuk?".

Rigel menyodorkan ponsel, meletakkan di meja tanpa menyahuti

"Aku nggak bisa pesannya. Makan apa ya Kak enaknya?" Tetap diam Sea berbaring di atas punggung Rigel "Kak, pesenin dong Aku nggak bisa." Melihat tidak ada pergerakan, Sea turun dari tubuh Rigel dan susah payah duduk di lantai untuk menyejajarkan wajah mereka.

"Kak, aku belum makan Pesenin dong." Sea mencium tengkak Rigel, seraya memalukan rambut coklatnya yang terasa halus "Babies juga lapar.

Ketiga baby kamu lapar nih. Nggak kasian?"

"Kamu tinggal pesan, Sea," suara Rigel tulak terlalu jelas, karena kepalanya disurukkan ke sofa.

"Maunya kamu yang pesenm! Mau disuapin juga, makan pake tangan".

serunya jengkel.

Mendengar suara Sea yang menunggi, Rigel langsung menulehkan kepala ke arahnya, iaiu menarik hidung bangirnya. "Nyebelin banget kamu!" Akhirnya ia duduk, tidak bisa juga marah terlalu lama padanya. "Kamu mau makan apa aja?"

"Kak, mau duduk di sofa juga. Bangunin dulu." Sea mengulurkan

tangan, ketika ta t.dak bisa bangkit.

Rigel menggeleng, senyum zuht sekah disembunyikan padahal masih sebal. "Lagian ngapain sih kamu duduk-duduk di lantai" Udah tahu perut kamu sebesar itu."

"Siapa suruh kamu ngambek kayak anak kecili"

Rigel mengangkat tubuh Sea, mendudukkannya ke sofa. "Kamu

# claritayani

nyebelin banget. Males ngomong sama kamu."

Wajah Sea langsung tertekuk muram, menepis tangan Rigel dari kulitnya. "Ya udah, nggak usah ngomong lagi sama aku!" Ia bangkit dari sofa dan berjalan ke kamar,

Rigel bahkan sampai melongo melihat Sea bergerak cepat ke arah kamarnya. "Loh, kok kamu yang marah lagi sih? Sea...? Hey, katanya mau makan Ini aku pesenin!" berdecak, Rigel berlari ke arah kamar Tiba di sana, tubuh Sea telah tenggelam di balik selunut tebal. Dia menutupi keseluruhan tubuhnya. Aku cuma bercanda tadi. Mana bisa sih nggak ngomong sama kamu?"

Sea masih diam, Rigel membuka selimut-melihat Sea yang sengaja menutup matanya.

"Aku terlalu sayang sama kamu. Nggak mungkin aku serius mengatakan uu." Die menaburkan cuman kecil di pipinya, membuka mata Sea secara paksa. "Sea kesayangan Kakak. Cinta banget sama kamu. Buktinya, aku nggak masalah meski kita sama sekali nggak ngelakuin. Padahal sebagai pria, itu salah satu kebutuhan dasar selain makan"

Sea menatap Rigel, kedua netranya merah. "Aku nggak tahu caranya Aku ... aku juga takut."

Rigel mengangguk, "Ya udah, nggak apa-apa. Nanti bisa lain kali aja setelah Sea udah nggak takut "

"Tapi, nanti kamu marah lagi."

"Nggak. Siapa bilang aku marah? Aku tadi malah lebih marah ke diri sendiri kenapa nggak bisa lebih sabar dari ini. Aku pernah bilang, apa pun tentang kamu berefek besar padaku. Dan seharusnya aku bisa mengendalikannya." Ia mengusap pipi Sea, tersenyum hangat "Sudah, Jangan dipikirkan. Mending kamu makan yuk, nanti aku pesankan. Tadi bilang, mau disuapin juga, kan?"

Tabuh Sea dibangunkan Rigel, dia menunduk dan mengecup kedua tangan Sea yang digenggam. "Kalau ada kata selain aku mencintarmu begitu banyak, maka kata itulah yang ingin kuutarakan sama kamu. Maaf, sayang,

belum bisa sesabar itu."

Mata Sea yang berkaca-kaca, segera diusapnya. "Maafin aku juga, yang

sampat hari int belum bisa mengingut apa apa."

"You don't have to say sorry. Kamu nggak melakukan kesalahan apa Pun." Rigel mengangkat mbuh Sea ala bridal, kembali membawanya ke sofa. "Ayo makan dulu. Habis itu kamu mandi, terus istirahat"

Sesuai rencana sore tadi, Rigel menyuapi Sea makan malam menggunakan tangannya, tanpa sendok. Dan jujur, sepanjang hidupnya ira pertama kalinya ia melakukan atas permintaan aneh Sea gara gara tayangan di televisi. Bahkan, tidak jarang nasi lolos dari jepitan jeman karena tidak mengerti seninya makan seperti ma.

"Ini berantakan," Sea mengambil buter nasi dan memasukan ke dalam

piring,

"Susah banget," keluh Rigel, kembah mengumpulkan suapan nasi serta

nyam geprek bercabai dan memasukkan ke dalam mulut Sea

Sea mengusap keringat Rigel yang bersarang di dahi, tersenyum geli. "Kelihatan banget kamu sangat bekerja keras. Sabar ya, anak kamu yang pengin kayak gini makannya."

Ngidam memang berlangsung sampe usia kandungan delapan bulan ya? Sampai tidak bersisa, nasi itu Sea habiskan. Dia mengusap-usap perutnya, kekenyangan. "Akhirnya selesat juga. Masa sampe sejam sih?"

Rigel bangkit dari sofa, berlari ke wastafel untuk mencuci tangan. "Tangan aku kerasa panas banget, Sayang!" Ia mencuci berulang kali, sambil memastikan bau amis ayam menghilang. "Nanti aku lihat deh tutorial makan pakai tangan langsung, biar nggak ngabisin waktu gini "

Sea mengangguk, dia bersandar santai di sofa setelah puas

mengenyangkan perut

"Sekarang kamu mandi. Udah mau jam tujuh mb,"

Mata Sea tampak sayu, sepertinyo tidak lama lagi dia akan tidur Dia coma mengangguk kecil, merentangkan kedua tangan dan digendong Rigel ke dalam kamar mandi.

"Bayî gede" Rigel terkekeh pelan, membantu mengikat rambutnya keatas. Masih sama seperti hari-hari sebelumnya, saat dia tengah manja seperti ini walau sekarang dia bisa sendiri, Rigel tetap bantu memandikan. Sea akan menutup bagian organ infimuya dan kedua puting, sedang bagi Rigel itu tidak sama sekah membantu mematikan gairahnya.

"Selesar"

"Makasih, Kak Rei," la mengecup pipinya sambil meminta kembali digendong menuju kamar, dan akhirnya Rigel harus membiarkan tubuhnya basah juga. "Malam ini mau pake baju kamu aja, sama celana kumu juga. Nggak mau daster Bosan."

Permintaan Sea selama kehamilan memang ajaib, Rigel sudah tidak aneh lagi. Bahkan tidak jarang pada tengah malam sant Sea bangun, dia tibatiba ketaparan dan minta dibelikan sesuatu. Bukan yang masuk akal, tetapi kebanyakan yang bikin geleng kepala. Ia harus mencari makanan yang sulit sekalı dicarı di Jakarta. Mencuri kelapa muda di awal awal masa kehamilan.

### clausayani

itu sama sekah bukan apa-apa. Pernah sekali mereka sampai harus pergi ke Thadand karena Sea ingin Tomyam, tapi ingin makan langsung di negaranya sendiri.

Merepotkan? Tidak juga. Ia terlalu cinta. Apa pun yang Sea inginkan,

selama ia bisa, akan ia kabulkan. Dan itu mencakup semuanya.

Sambil menangkup perutnya, Sea mengenakan pakaian oversize Rigel dan celana kolor-dibantu olehnya. Dia berbaring di ranjang, masih memegang lengan suaininya, tidak ingin berjauhan

'Gantian aku yang mandi. Kamu tidur, matanya udah kehatan sayu

banget."

"Sama kemu, sambil diusap usap perutnya."

Rigel mengecup kening Sea, berusaha melepaskan tangannya. "Aku cuma mandi sebentar Seharian aku kerja, sayang, nanti malah kutor dekatdekat kamu."

Sea menggeleng, "Temani dulu. Baru kamu mandi."

Tidak bisa menolak, akhirnya Rigel inelepaskan kemeja dan celana panjangnya la naik ke atas ranjang dan memeluk tubuhnya dengan gemas. "Aduh, bayik gedeku Sayang banget sama kamu!"

Ses berbating terlentang di lengannya, sedang satu tangan Rigel terus mengusap perut Sea sampai dia terlelap nyenyak. Ia baru bisa turun dari tanjang dan masuk ke kamar mandi setelah memastikan Sea benar-benar

թոյու

Hanya selang setengah jam, mata Sea kembali terbuka Lebelet pipis la turun dari ranjang, mengucek matanya sambil berjalan ke kamar mandi lanpa ketukkan. Sea langsung membuka pintunya, menemukan Rigel yang tedang duduk di atas cioset—dengan benda besar dan panjang yang tengah diurutnya turun naik. Kepalanya mendongak, mendesah pelan setiap kah dia menaik-turunkan.

"AHHH!!" Sea menjerit, menunjuk tepat pada truhk Rigel yang terlihat menjulang tinggi dan juga berurat dalam genggaman "Kamu". kamu lagi ngapam?!"

Jidak hanya Sea yang terkejut, jantung Rigel pun serasa berhenti seperkian detik saat dia tiba-tiha ada di hadapannya, la langsung merapatkan kakinya meraih handuk untuk menutupi. "Kamu a kamu kenapa nggak tidur?" napas Rigel masih ngos-ngosan, sementara handuk itu tidak membantu banyak untuk menyembunyikan tegaknya bukti gairah.

Sea masih membeku, seakan bola matanya hendak meloncat keluar. "Aku ... aku man pipis. Tapi sekarang, nggak jadi" Ia buru-buru berbalik, kembah menutup pintu dengan wajah yang serasa terbakar. Rigel memang sering Janil dan suka dengan sengaja menyentuhkan tangannya pada benda

ltu, tetapi ia tidak menyangka, kalau bentuknya lebih besar dan lengannya. Ia sampai gemetaran gugup.

사는다

Rasa kantuk hilang sepenuhnya. Bayangan milik Rigel berputar seperti kaset rusak di kepala—padahal sudah berusaha ia enyahkan dengan menonton film horror atau action. Suara puntu yang berderit, membuat detak jartung Sea berpacu kian menggila.

"Hal," Rigel mengerup pipinya, rambut basahnya menerpa wasah Sea, "Lagi nonton apa?" Dia duduk santai tanpa dosa mendempet tubuh Sea,

"Kamu nggak jadı tidur?"

Pertanyaan Rigel cuma diberikan gelengan, sambil sedikit bergeser ke bagian terjauh. Ia bahkan seperti bisa mendengar pacuan Jantungnya sendir, yang menjerit sedari tadi.

Melihat gelagat aneh Sea, Rigel menyipitkan mata dan kembah memepetnya. "Kenapa duduk jauh-jauh? Udah nggak mau lagi aku deketin

nth?"

"Bukan begitu!" serunya, menatap enggan wajah Rigel. "Cuma ... panas aja. Aku mau ke dapur dulu, ambil minum." Ia hendak bangkit, tetapi tubuhnya segera da adi Rigel dan didudukkan paksa di pangkuannya.

"Ada apa? Kamu ingin mengatakan sesuatu, mungkin?" Rigel melingkarkan tangan di pinggang Sea, berbicara tepat di depan wajahnya Harum mint dari pusta gigi, tercium begitu menyengat dan menyegarkan. "Kita suami istri. Harus saling terbiika, kan? You own me, and I own you. Right?"

Sea mengangguk kecil.

"Lalu, Sea kenapa? Apa karena kejadian tadi di kamar mandi?" Sea diam—gelagapan, sambil menurunkan pardangan pada milik Rigel yang tertutupi celana sweatpants. Rigel tersenyuan, menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. "Sayang, seperti yang aku bilang, aku membutuhkan itu Aku nggak mui gkin menyentuh kamu saat belum siap, telapi aku cuma pria biasa, yang bisa merasakan nalsu. Sesekali, aku harus mengeluarkannya agar tidak stres. Aku—"

"Apa kamu tersakiti kalau ... nggak ngelakuin?" potong Sea cepat

"Aku menderita setiap kali menekankan gairahku. Sudah enam bulan, kita nggak bercinta. Dan satu-satunya jalan aman, aku menggunakan tanganku untuk menyalurkan. Nggak mungkin juga aku paksa kamu, kan? So please, do understand, Baby, Jangan menjauhiku kayak tadi."

Sea menatap lekat wajah suaminya, dia berbicara begitu tulus dan

serlus—memohon pengertian.

# clargagani

Jangan khawatir, akn akan selalu menunggumu Kapan pun kamu siap, aku akan menunggu. Kita memiliki seluruh waktu sampai kita menua nanti. Hal seperti ini bukan masalah." Rigel membelai pipi Sea, yang tampak bersedih "Ayo tidur Jangan dipikirkan lagi. Benda itu sudah sangat sering kamu lihat dulu, memasuki kamu hampir setiap malam. Masa sekarang malah bikin kamu ketakutan?"

"Ajar, aku, bagaimana ... caranya,"

Rigel yang oaru saja hendak melupakan, lantos meogerjap—tidak yakin "Apa. ?"

"Aku ingin tahu, bagamana rasanya kehidupan kita dulu." Sea menangkup wajah Rigel, berbisik di telinganya. "Teach me, Sir, how it works."

"Hell no., you must be ladding, right?"

"I'm serious!" Sea meneium hibir Rigel, tergesa-gesa. "Ajari aku bercinta,

dan merasakan apa itu surga dunia sesungguhnya"

"Fuck" Kamu akan menyesal telah mengatakannya." Rigel menggendong tubuh Sea—membuatnya memekik saat akhirnya dia membaringkan tubuh Sea di atas ranjang. "Aku nggak akan melepaskan kamu malam mi"

Dengan otot yang kuat, tanpa menunggu lama, Rigel sudah menyambar bibir Sea seperti urang kelaparan. Sea berusaha mengimbangi bulitan liar

Rigel, merenggangkan pahanya saat dia membuka lebar.

Sementara lidah mereka masih saling membelit, tangan Rigel menyusup masuk ke dalam celana dalam Sea dan menggosok perlahan miliknya yang sudah basah hingga dia mengerang terkejut Tanpa babibu, la tidak ingin menanyakan apa pun lagi pada Sea, yang penting dia sudah menyetujunya.

"K-kak..." Sea tercekat, ketika khtorisnya ditekan dan diasapnya turun-

bark,

Licin, hangat, dan basah. Milik Ses menyambut dengan baik sentuhannya. "It's okay, sayang Nikmati saja semua yang kulakukan padamu. Im your servant, as ahvays."

Sea tidak bisa berhenti menahan gejolak asing pada tubuhnya, begitu

Rik Jemari panjang Rigel dimasukkan ke dalam liang kewanitaannya.

"Kak...!" la terengah, mendesah kewalahan saat Rigel memasukkan dan mengeluarkan berulang kali, lalu menambahkan satu lagi jarunya untuk mengobrak-abrik miliknya. "Kak Rei... tolong, ini..." Sca nyaris tak berdaya, saat dia terus mengguncang tubuhnya dengan dua jarinya sekaligus.

"Apa, sayang?" Ia menjilati leher jenjang Sea, menghisap, menggigit, dan menchuminya tanpa ampun saat tubuh Sea terus menggelinjang gelisah.

Sea tidak sanggup lagi menjawah, dia merintih sambil mencengkeram pinggang Rigel dengan kepala mendongak ke atas—ngos-ngosan. Semuanya terasa asing, tapi benar-benar menyenangkan, la bahkan harus membekap

mulutnya saat sesuatu menyentak seluruh saraf hingga membuat kakinya bergetar hebat. Ia menjepit tubuh Rigel yang terus menggosok miliknya menyentakkan jeman pada dinding kewanitaan Sea sampai cairan hangatnya keluar

Rigel mengeluarkan jarinya yang sudah basah, menatap wajah Sea

dengan rona yang merah

"Lihat, kamu cantik sekali sekarang. Aku sangat merindukan eksptesi ini, saat kamu merasa terpuaskan" Rigel meremas kedua payudara Sea, mencium bibirnya yang sedang mengatur napas. "I love you so much. Sea, I love you Tolong, biarkan aku menyentuhmu malam ini. Aku merindukan seluruh dirimu, sangat" Adiknya sudah berontak keras, dan ia tahu untuk kali ini semuanya tidak akan lagi bisa ditekankan. Sudah terlalu lama, dan sudah terlalu mendamba akan tubuhnya.

Tidak menyahut tetapi tangan Sen yang terlingkar di leher Rigel menjadi bukti cukup kalau dia menginginkannya juga. Tanpa basa-basi, ia langsung menaikkan kaus Sen, meloloskan dari tubuhnya disusul dengan celananya yang agak kedodoran. Semua pakaiannya telah berserakan di lantai. Hanya

dalam sekejap mata. Sen sudah telanjang bulat di depannya.

Rigel kembali menyatukan lidah keduanya, turun keleher, dan berakhir di puncak payudara Sea yang keras berwarna kemerahan Jemari Sea tenggelam di surai rambut Rigel, mendesah teras-menerus ketika putingnya dipermainkan, dihisap tanpa ampun. Tangan Rigel kembali pada kewanitaan Sea, sekali lagi menggosok pelan miliknya hingga terjangan gelombang hebat itu kembali datang. Dada Sea turun naik, giginya menggigit bibir bagian dalamnya sampai cairan itu menyembur hangat pada setiap rusa jemarinya Pelepasan telah didapat untuk kedua kalinya, sedang Rigel masih berkeringat di atasnya, dan menatap dirinya penuh cinta.

Membisu, Rigel memerhatikan wajah Sea dalam diam, menyeka keringat yang berpendar di dahi "You're so beautiful, I swear! I can give you

the world, because you deserve more!"

Mata Sea yang sudah sayu, menatap tepat pada manik coklat Rigel yang terlihat begitu mendambanya, mengaguminya, dan juga haus akan tubuhnya. Gairah bisa dengan jelas Sea lihat, dan ketika dia merenggangkan tubuh mereka, benda yang sempat membuatnya gugup itu kini telah berdiri. Keras, menantang, dan berukuran besar Rigel melemparkan seluruh pakaiannya, lantas kembah merangkak di atas tubuh Sea. Perut Sea yang besar dan menjadi sekat di antara tubuh keduanya tidak sama sekali membuat Rigel kesulitan Dia menchimi dadanya, turun ke perut, pusar, dan semakan turun ke bawah tubuhnya. Sea berusaha menarik kepala Rigel, tetapi ia sudah benar-benar tidak berdaya di bawah kuasanya. Sea cuma bisa mendesah, mengerang,

# clarifazioni

dan merintih serupa tangisan begitu lidah Rigel kembak bergerilya di pusat paling pribadinya, menghisap perlahan, kuat, hingga akhirnya Sea menjerit tak tertahankan seraya menyerukan nama lelaki yang mengobiak abrik tubuhnya hingga rasa malu tertelan seluruhnya.

Rigel kembali naik, mencium bibir Sea, dan berbisik di telinganya.

"Sudah siap aku ajari?"

"Ap-apa .?" Sunggub, dentam nyaring begitu sulit dinetralkan,

"Aku akan menyatukan tubuh kita. Milikku sudah terasa sakit sekarang. Please, let me in,"

Sea tercekat, menatap horor benda besar itu yang menggantung tegak di antara selangkangannya. "Itu itu akan dimasukin ke punya aku?" pertanyaan polos itu tiba-tiba terlontar, padahal gairah saat ini serasa membakar "Lubangnya kecil. Tadi aja cuma muat dua jari kamu."

Rigel melongo, ingin tergelak keras, tetapi pasti akan merusuk mumen panas mereka. Keduanya sudah telanjang bulat, dan tidak seharusnya ia

mengacau ataupun merusak mood Sea yang akan berakhir penolakan

"Pasti muat, Sayang, Jangan khawatir. Kita pernah melakukan ini sebelumnya, makanya bisa menghasilkan Chasen dan Chasey, kan?" Ia berusaha menenangkan, padahal gairah sudah berada di puncak ubun-ubun-siap diledakkan.

"Tapi itu punya kamu ..., itu besar banget!"

"Ya terus? Malah bagus, kan. Biasanya juga kamu suka, bahkan menjerit ketaginan."

Sea mencengkeram lengan Rigel, ngilu membayangkan benda sebesar

itu akan disatukan padanya, "Kecilin dulu. Nggak bakal muat!"

"Ya gunana? Orang udah segede gini, mana bisa dikecilin. Baru hisa mengerut setelah misinya selesai." Rigel mengusap pipi Sea, menempelkan kening mereka. "Jangan takut. Kamu percaya duku aja sama aku. Beneran muat kok."

"Sa-sakit nggak?" nanar, raut Sea yang sayu dan tak kalah bergairahnya, masih belum memercayai "Ini ini boleh, kan?"

Rigel menangkup wajah Sea -mereka harua segera mengakhiri.

argumentasi ini Ia benar-benar sudah tidak tahan!

"Aku nggak akan membiarkan kamu tersakiti. Percaya padaku." Dia meraih punsel, menyalakan lagu Thinking out Loud di tengah percintaan merekangar Sealebih tenang. "Relaks, sayang, ini akan sangat menyenangkan."

Perlahan dan dengan hati-hati, Rigel menclumi setiap inci tubuh Sea, memlat pangkal pahanya sambil merenggangkan lebih lebar keduanya. Harap-harap cemas, Sea mengecek ke bawah ketika Rigel menggesekkan ujung miliknya pada bibir kewanttaannya—tidak langsung memasukkan

Gek, Sea kembali sulit mengambil napas saat dia terus melakukan itu. Dorongan untuk mendapat lebih, mulai menguasai diri Sea. Hingga di detik selanjutnya, milik Rigel mulai perlahan dimasukkan dan bersamaan membuat keduanya mengerang.

"Damn, Sea, you're so fucking good!" Rigel menggeram, terus

memasukkan sampai tubuh keduanya menyatu tanpa jarak.

Sea seakan kehabisan napas, saat bagian bawahnya terasa penuh tetapi. juga mengganjal saat dia tidak kunjung bergerak. Ia meraih tangan Rigel, menggenggamnya dan membuka paha semakin lebar untuk memudahkan Rigel mengakses keseluruhan dirinya

"Lakukan, aku ... siap,"

Seulah telah mendapatkan izin, barulah Rigel berani menggerakkan bokongnya secara tenang, hati-hati, ketika ingat terakhir kali mereka bercinta Sen mengalami pendarahan.

"Jika aku menyakitimu, cukup katakan padaku. Aku akan berhenti." Sea sudah tidak bisa mendengar ielas ucapan Rigel. Yang ia tahu, gelombang asıng ini terasa luar biasa meneriggelamkan sampai ke pusat terdalam.

Dia bergerak maju, menangkup payudata Sea sambil terus memompa cepat di atasnya. Sesekali, umpatan akan meluncur dari bibir Rigel, menggempur tubuh keduanya bingga ranjang berderit keras. Seksi, Rigel yang tengah berkeringat di atasnya tampak begitu seksi. Setiap koli ta merasa aneh dengan apa yang sekarang ia lakukan. Sea akan mengingatkan diri sendiri kalau la telah berusia 24 tahun, la seorang istri, juga seorang ibu.

Semakin cepat, pompaan Rigel kian membuat pandangan Sea memburam. Mereka terengah, keras, ngos-ngosan, sampai tanpa sadar Sea memeluk punggung Rigel dan menancapkan kuku jemarinya ketika gelungan nikinat itu melalap habis keduanya

"Ah., hah... Kak!" Kaki Sea terlingkar di bokongnya, dan Rigel masih

betum berhenti memorapa sampai nyaris kehabisan napas

"Sebentar lagi, sayang, sebentar lagi!" Dia begitu kuat, meiakukan tanpa henti dengan posisi tubuh Sea yang terus diubah sepanjang penyatuan selama tidak menekan perutnya. Dan dalam beberapa kali entakkan, Rigel mengangkat satu kaki Sea ke atas bahu-kian memperdalam sebelum terjangan hebat menyentak tubuh keduanya. Bersamaan, pelepasan didapat.

Mata Sea terpejam, napasnya terputus-putus, sedang dadanya bertaluan kencang Kepala Rigel tenggelam di lehernya, mencumi keringat yang ada

di sana.

"Masih samo seperti sebelumnya, setiap inci pada tubuhmu membuatku kewalahan. Semuanya seperti narkoba, dan kecanduan adalah apa yang dihasilkannya sekarang. Ini gila, Sea, mengapa kamu harus sehebat itu

# clarisayani

membuatku tunduk?" Rigel menciumnya, lama. "Tenma kasih untuk percintaan hehatnya. I love you, Sayang. Dan itu begitu banyak."

Int gila Sea...

Di tengah desah napus yang dihirup kewalahan, sebatis kalimat Rigel yang barusan diucapkan membuat beberapa ingatan asing bergentayangan Sea terbatuk, sesak mulai melanda, sambil menekan kepalanya yang tiba-tiba terasa sakit luar biasa.

"Rei kepalaku, kepalaku sakit sekali!" Sea mengerang saat bahkan milik Rigel behim dicabut.

R.gel membetalak—panik, langsung melepaskan diri dari Sea dan menepuk pipinya. Sea terus mengerjapkan mata, napasnya memburu semakin cepat dan tak terkendali.

"Sea, hey, kamu kenapa? Apa tadi aku menyakitimu?!"

"Kepalaku - rasanya akan pecahi ini sakit sekali!" Sea menggapaigapaikan tangan di udara, seolah hendak menangkap semua ingatan yang tiba-tiba seperti ada di depan matanya, "Arhh. sakit Kepalaku sakit, Rigeli"

Dengan cepat, Rigel langsung melompat dan kasur dan mengenakan pakaiannya. Ia membungkus tubuh Sea dengan selimut, kepanikan tidak sanggup dintarakan. Rigel tidak ingan incaunggu lama lagi untuk melakukan tindakan. Sea terlihat benar-benar kesakitan sambil terus memukuli kepalanya sendiri.

"Sayang, tenang! Kita ke Rumah Sakit!"

"Ma. Ini sakit sekali" kembali mengerang, nada suara Sea heruhah lebih tegas. "Rei, tolong, kepalaku...!"

Rigel menggenggam erat tangan Sea, begitu tubuh keduanya memasuki mobil, "Kita ke Rumah Sakit sekarang. Sebentar lagi sampail" dipacu dengan

kecepatan penuh, mobil itu melesat cepat.

Saat diturunkan dari mobil dan dibawa Rigel berlaman ke dalam, Sea telah menutup matanya—nyaris hilang kesadaran. Namun, bibirnya terus meracau, entah apa yang tengah dia ucapkan. Sekilas, melihat Sea yang tadi mengerang, ia tidak asing lagi dengan suara khas itu. Dingin, dan tajam. Ia merasa sudah tahu, bahwa sebagian dari diri Sea di masa sekarang mulai kembali padanya—entah apa pemicii utamanya.

"Setiap kalı Nyonya Sea dibawa ke sini, pasti cuma dibalut sellmut". Dokter itu menggeleng geli, setelah pemeriksaan usai. "Jangan khawatir, Sea baik baik saya. Percintaan kalian tidak sama sekali mengganggu perkembangan janun, mereka sudah cukup matang. Malah sepertinya, "

Belum selesai Dokter menjelaskan, gumaman Sea dan arah ranjang tiba tiba terdengar. Matanya terbuka, dia mengerjap cepat—bingung

sambil memegangi kepala.

Rigel langsung maju, mendekatinya "Sayang, kamu udah sadar. Kamu—"

PLAK

Tamparan mendarat di pipi Rigel – membuatnya membeku untuk sesaat. Tidak keras, bahkan nyaris tidak terasa. Tetapi ia terkejut luar biasa,

"Apa? Kenapa ditampar?"

"Jangan pura pura bodoh! Kemaren aku lihat kamu pelukan sama Star di kantin!" sungut Sea kesal, menatap penuh permusuhan

"Huh? Kapan ?" Rigel masih cengo, t.dak paham, "Star udah ke London

sejak enam bulan latu. Kamu ngomong apa ah?"

"Jangan membohong ku. Aku lihat kalian jelas jelas pelukan kok!"

Rigel diam, mengingat-ingat. Sungguh, ia binging sekali menghadapi sifat Sea. Setiap kali bangun dari pingsan, ada saja perbedaan.

"Int yang saya maksud Pak Rigel. Sepertinya ingatan Nyonya Sca mulal

pulib"

"Apa?" Rigel memekik, menatap sang Dokter, lalu menatap Sea lagi dan langsung berhambur memeluknya. "Ini kamu Seyaa? Si pemarah, dingin, frontal, dan barbar itu" Pantesan sambutannya gaplok pipi aku "

Sea mendorong, sesekali memukulnya. "Awaa, lepasini Nggak usah

peluk-peluk aku. Minggir, Rei!"

"Kok Rei? Panggilan Kakak-nya mana?" Dia mengulum senyum-

ınasih belum melepaskan.

Sea berdetak semakin kesal "Aku tendang kamu ya, Rei, kalau nggak

lepasin!\*

Ah.. Rigel rindu Sea vang buas dan barbar seperti ini. Walau ia suka ketika dia manja dan lebih bersahabat, tetapi Sea yang normal malah memberi tantangan tersendiri. Siksaan Sea malah ia nikmati.

"Kamu ngapam kemarin peluk-peluk Star?" Sea belum puas mengomeli.

"Katanya udah selesai!"

"Oh., sebelum kamu pingsan?" Rigel mulai ingat. "Itu kejadian enam bulan yang lalu, sayang. Dan pelukan itu, nggak lebih dari hma detik, aku langsung dorong Star cuma pengin meluk tanda perpisahan karena dia akan segera pindah ke London sama ibunya. Bahkan sampai hari ini, kami nggak sama sekali berkomunikasi. Kecuali dengan London, itu pun melalui ibu angkatnya."

"Kenapakamumandipeluk gitu?" Seamemang tidak mempermasalahkan

hubungan Rigel dengan putra pertamanya.

Mata Rigel menyipit, tersenyum jahil. "Ciee, kamu cemburu?"

"Enggak!"

# clarizayani

"Ya cemburu juga nggak apa-apa. Aku kan udah hak milik kamu, jadi wajar."

"Apaan sih,"

"Apaan sih," Rigel menirukan suara Sea -yang berubah dingin dan ketus seperti dulu. "Sayang, aku nggak balas pelukan dia, karena aku tahu ada hati yang kujaga. Kamu pikir aja, Sea, aku segila itu sama kamu masa tiba-tiba pelukan sama Star secara sukarela?"

"Ya bisa ara."

"Ya udah, nanti aku peluk

Sea menampar pelan pipi Rigel lagi, lantas menarik lengannya secara posesif "Nggak boleh" Kamu punya aku, kan? Dan ... apa tadi? Enam bulan?!"

Rigel melingkarkan tangan Sea di pinggangnya. "Banyak yang terjadi, sayang, selama enam bulan ini. Akan kuceritakan satu per satu, dan kamu hanya cukup menjadi pendengar yang baik sambil memelukku."

Sea masih hingung, tetapi kilasan asing yang tak ia kenali berputar kencang di kepalanya. Serupa gambaran mimpi, beberapa hal yang semgatnya

udak pernah ia jalani, ada dalam ingatan.

"Kamu nggak say hi dulu sama jagoan kita?"

Sea langsung menunduk, menangkup perutnya yang sudah jauh lebih besar dari sebelum ia hilang kesadaran. Jadi ... benar, ta sudah pergi selama enam hulan?

"Mereka berdua kembar, cowok semua. Chasen Reigen Xander dan Chasey Reigen Xander, namanya. Nggak boleh diubah, nama mereka

menyimpan banyak makna tersembunyi!"

Sea masih sulit percaya, tetapi air mata mulai meluncur jatuh ketika dengan tangan gemetar, ia mengusap perutnya-penuh haru. "Hai jagoan Mama, Chasen, Chasey, senang bertemu kalian lagi."



Dengan keringat membanjiri, Sca mengejan berulang kali ketika pembukaan terakhir sudah datang. Di sisinya, Rigel terus membisikkan kata-kata penyemangat—mengutarakan sebesar apa ia mencintainya. Kedua tangan mereka saling berpegangan erat, sedang Dokter dan Perawat terus menyuruhnya untuk mendorong kuat.

"Kamu pasti bisa. Anak kita sebentar lagi bisa kita peluk dengan nyata, sayang," Rigel menenum dahinya, memejamkan muta hingga mengalirkan bulir bening ke wajah Sea. "Kamu tahu, aku beruntung memiliki kamu. Aku bersyukur telah Tulian beri perempuan sekuat kamu. Lihat, bahkan kamu

udak mengeluh kesakitan. Kamu hebat. Kamu ibu yang luar biasa!"

Tubuh Sea bergetar menahan sakit, tetapi dia tidak sama sekali mengeluhkan bagaimana kedua anaknya mengobrak-abrik tubuhnya. Tidak ada penjelasan yang tepat untuk menggambarkan kesakitan saat melahirkan. Puluhan pukulan yang pernah mendarat, tidak sebanding seujung kuku pun dengan sakit yang sekarang tengah ia rasakan. Malah Rigel yang menangis, tidak tega melihatnya dalam keadaan ini.

"lya, sebentar lagi mereka di sini," gumamnya, sambil terus mengejan dan meremas tangan Rigel Bahkan punggung tangannya sampai berdarah-

darah akibat dari kuku Sea yang menancap keras.

Dalam beberapa kali tarikan napas, Sea mengejan sekuat tenaga. Suara bayi mulai terdengar nyaring, dan ia masih harus berjuang lagi mengeluarkan satu anaknya hingga beberapa detik berselang, anak keduanya menyusul keluar. Tangis yang semula ditahan, langsung mengudara begitu bisingnya tangis bayi bersahutan Rasa lega, haru, bahagia, semuanya jadi satu. Rigel terisak hebat, memeluk tubuh Sea begitu erat sambil menyerukan terima kasih dan I love you yang tak terhitung jumlahnya.

### classayani

"Selamat Pak Rigel, Nyonya Sea, keduanya baby boy— sesuai dengan hasil USG." Dokter menyerahkan kedua bayinya yang masih belum dibersihkan secara total—meletakkan di dada Sea.

Air mata Sea mengalir deras, mengusap rambut anaknya yang berwatna. kecoklatan. "Anak Mama, terima kasih sudah datang secepat ini. Terima

kasih, sayang."

Rigel tersenyum, membelai pipi kedua anaknya yang merah, "Kahan bertiga hebat" suaranya tidak lagi mampu dikeluarkan banyak, sebab perasaan sudah campur-aduk tak menentu. Bahagia, sungguh, ia luar biasa bahagia sekarang, Jenis sukacita yang tidak terdefinisi.

Sea mendongak, menatap wajah Rigel yang dibanjiri air mata. Dia menangis begitu banyak sejak tadi. Siapa sangka, lelaki yang disegani banyak orang, malah menangis cengeng seperti itu "Ingus kamu elap. Itu meluber

keluar"

Rigel mengusapnya cepat, sambil mencium pipi putranya yang masih

beraroma amis darah. "Mama kalian gitu banget sih,"

Dengan payudara yang dihisap bibir mungil putranya, Sea tersenyum lembut, menarikan jemari di setiap lekukan wajah keduanya. "Iampan.

Keduanya mirip kamu. Warna mata mereka juga cokiat terang."

"Tapi, bibir dan hidung mereka minp kamu. Ini perpaduan sempurna." Alger mendaratkan ciuman di pucuk kepala Sca, bintas mendongakkan kepalanya dan menghisap bibirnya dalam. "Teruna kasih sudah menjadi perempuan paling sempurna di hidup kami. I love you so much, bea, until the last breath of my life!"

Sea membalas tutanan, bersama si kembat yang berada di pelukan "I lore yan more than I can say, Rei. Kamu nggak akan pernah tahu sebesar apa

itu, because words can't describe how much you mean to me"

Ruang rawat inap Sea dipenuhi oleh sanak keluarga yang datang berkunjung. Dari tangan ke tangan, si kembar berpindah pangkuan Berbagai macam hadiah menumpuk banyak di pojok ruangan. Bahkan teman satu divisinya ikut datang menjenguk dan baru pulang satu jain lalu.

"Papa belum mendapat giliran dari tadı!" Henrick mendengkus, menatap kedua cucu pertamanya dengan nelangsa yang belum juga sampas

ke tangannya.

Sea tersenyum kecil, melihat raut Ayahnya tampak sebal. Seperti mimpi, ia tidak menyangka hubungan mereka akan kembali membaik seperti ini. Setiap hari, dia datang berkunjung ke Rumah Sakit dengan membawakan satu jenis maman yang berbeda. Walau Sea pernah hampir tidak mengenalnya, tetapi sekarang sosok itu sudah kembali hangat seperti

### adduted

sedia kala. Sampai terakhir kali Henrick mengatat, Sea tidak pernah bisa membenca Ia menyayanganya, bahkan ketika dia terus menyakiti.

Baru saja tangan Henrick terulur secara semangat pada Chasey, giliran Rafel yang menyambar. "Next time, kamu lalurin langsung lima aja. Biar semuanya kebagian!"

"Dih, ngambek," ledek Rafel, sambil mencumi pipi gembilnya "Kamu

ganteng banget, Chase Marip Mama kamu."

"Kalau ganteng, mirip gue kali!" Rigel menimpali, yang tengah berada

di sisi Sen sambil memijat lengannya.

"Udah lah, kalian damai, Jangan kayak anak kecil deh. Gue aja santuy sekarang. Dari kemaren gue perhatun kalian ini pada berisik inulu, kayak bocahi" Rion melerai, yang tubuhnya didempet terus oleh Lea. Ke mana pun, gadis tujuh tahun itu selalu ingin ikut bersamanya. Keluarganya sudah pulang sejak siang, tapi dia masih tidak ingin juga beranjak dari sisi Rion.

Lovely menyerahkan buah yang telah dikupas pada Sea "Int. kamu makan dulu," lantas menggeleng geli, melihat suaminya di dekat jendela tengah menimang cucunya sambil dujak bicara, "Itu Papa kamu kayak orang

apaan, udah mau sejam dia ayun ayun tubuh Chasen."

"Iya Tolong ambil, Rei, takutnya Papa pegal"

"Dia yang mau. Itu Papa Henrick aja mosih nungguin dari tadi." Rigel terkekeh, lucu "Pa, antre oy! Ganton dong. Waktunya sudah habis. Mau nguasain sendiri aja."

Jayden tidak mengacuhkan, menulikan telinga Sea tersenyum semringah, melihat semua orang dewasa tampak kekanakan sekarang Dan untuk semua kebahagiaan ini, hanya ada tiga kata yang ingin Sea ucapkan Terima kasih, Tuhan.

计特殊

#### 3 tahun kemudian

Bising di ruang tamu sudah seperti berada di pasar malam. Suara dua bocah kembar yang sedang memperebutkan bola untuk dimasukkan ke dalam ring basket mainan, benar-benar memekakan Berantakan, seluruh sudut ruangan sudah seperti kapal pecah. Mobil mobilan, robotan, lego, menyebar di seluruh lantai sampai ke dapur.

Rigel berada di tengah keduanya -mendapat giliran jaga. Sea sedang belanja kehutuhan mingguan mereka sejak dua jam lalu. Kedua anaknya juga tidak memiliki *baby sitter*, karena Rigel maupun Sea setuju untuk merawat

mereka tanpa bantuan pihak luar selama masih mampu

Tiba-tiba, suara tangisan Chasey memekik saat Chasen mengambil alih bola di tangannya dengan kasar

# clarizayani

"Pa Ecen cakal aku!" keras, dia mengadu sambil memegangi pipinya

yang sedikit berdarah

Rigel mengembuskan napas panjang, mengangkat tubuh Chasey dalam gendongan Kerusuhan mereka adalah hal biasa. "Chasen Reigen Xandet, sini kamu. We need to talk about this!" Rigel memanggil, saat putranya memerhatikan dari jauh sambil memeluk bola.

"Pa, Ecen nggak sengaja." Dia mengangkat jari tangannya. "Tangan mi

yang nakal. Kukunya panjang, belum dipotong Mama."

"Sini, sini duhi Minta maaf sama Kakak kamu. Dia berdarah loh ini," Masih belum ada pergerakan, Rigel menatapnya tegas. "My little pumpkin, kamu nggak akan berharap Papa yang berjalan ke situ"

Berlari cepat. Chasen langsung menghadap Ayahnya.

"Bilang apa?"

"Saya Chasen Leigen Xandel, mengaku salah dan meminta maaf pada Chasey yang tidak sengaja kecakal!" ucapnya lantang, lantas mendongak dan mengulurkan tangan untuk bersalaman secara gentle "Maaf ya leiy. Ecen tadi nggak sengaja."

Chasey tidak langaung memaatkan, memilih memalingkan wajah ke

bahu Ayahnya.

"Cey, adik kamu minta maaf tuh Sekarang, kamu harus bilang apa?"

"Ecen nakal, Pa."

Dan barbar. Dia yang paling aktif dan tak bisa diam Bahkan sifat keras kepalanya sudah kelihatan sejak dini. Perpaduan Sea dan Rigel sekali. Sementara Chasey lebih bijak dan banyak mengalah padanya. Seperti sekarang, saat disakiti dia tidak akan membalas, cuma bisa menangis dan mengadukan.

"Orang yang sulit memaaikan itu not good. Nanti lama kelamaan, jadi penyakit hati." Rigel menurunkan tubuh Chasey ke lantal, agar keduanya saling berhadapan. "Ayo, jangan bersembunyi di ketek Papa. Bicara sama

Ecen langsung. Tangannya mana?"

"Maaf ya, Iciy. Ecen nggak sengaja."

"Tapı Ecen nggak boleh gitu lagı. Inı pipı Iciy beldalah, pelih Nanti dımalabın Mama loh."

Chasen menggeleng-geleng, "Janji, nggak akan diulang lagi!"

Dengan dewasa, Chasey memeluk adiknya yang sering sekah tidak

sengaja menyakitinya saat mereka main bersama. "Iya, iciy maafin."

"Mama pulang..." Sea berjalan ke dalam, meletakkan belanjaan di lantai dengan pandangan yang langsung jatuh pada dua anaknya yang berpelukan sampai berguling-guling di lantai. "Itu kenapa lagi mereka?"

Rigel berjalan ke arah Sea-memeluknya. "Berantem. Apa lagi?" In

menguraikan pelukan, mengambil alih belanjaan. Hari minggu, dua PRT memang sengaja diliburkan.

"Mama...!" Kedua anaknya berlaman ke arah Sea, memeluk kakunya.

"Kangen! Kok lama banget?"

"Ini kenapa berantakan banget? Kan kata Mama juga, kalau main itu satu-satu. Jangan semuanya dikeluarin"

"Kata Papa boleh Nggak apa apa katanya."

Sea melirik Rigel yang sedang membereskan belaujaan di dapur, dia

cuma mengangkat bahu,

"Kamu tuh, kebiasaan," Sea mengambil keranjang mainan, meletakkan di tengah ruangan. "Beresin. Kahan yang buat berantakan, kahan juga harus bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuat."

Rigel tidak bisa membela, saat Sca sudah bersabda. Kedua anaknya juga

menurut, langsung mengumpulkan semua mainan itu ke wadalunya.

"Chasey, itu pipi kamu kenapa berdarah". Sea mengernyit,

menghampirinya dan menangkup wajahnya.

'Nggak kenapa-napa, Ma Tadi cuma nggak sengaja kecakal Ecen Tapi, adik udah mutta maat kok," sahutnya, sedang Chasen harap-harap cemas melihat ekspresa abunya.

"Kamu duduk: Mama obatin dutu" Perintah tegas Sea-lalu mengambil

kotak P3K. "Dan Ecen, ambil kertasnya, tolis dari A sampai Z."

Tidak pernah melawan, dia berlari dan mengambil kertas serta pensil, mulai menulis di meja kecil biasa dirinya dan Chasey belajar. Selalu, hukum tulis indah yang akan diterapkan saat kedua putranya berbuat kesalahan.

Rigel menatap sumber kebahagiaannya dari arah dapur Tampak tenang dan tidak seberisik tadi. Sea sosok ibu yang tegas dan disiplin, meski dia juga begitu penyayang. Seperti sekarang, bibir mungil itu tengah mensup luka yang diolesi salep di pipi putranya—mengobati dengan telaten. Dan lagi ketiga laki-laki di rumah ini selalu tunduk akan apa pun yang dititahkan, saat mereka semua mulai mengacau. Ada saatnya Rigel juga kekanakan Menjahih mereka sampai nangis, seakan lupa umur.

"Selesat," Sea mengelus lembut, diakhiri dengan kecupan sayang. "Mama

nggak mau lagi kalian berantem sampai kayak gini. Ingat ya?"

"Iya Ma...!" bersamaan, mereka menyahut termasuk Rigel yang sedang

di dapur menyiapkan bahan makanan

"Kamu juga, awas ya kalau membiarkan mereka berantakin rumah kayak gini lagi." Sea memperingatkan sambil menaruh kotak obat di lemari. "Kebiasaan deh, cuma dua jam aja ditinggal rumah kayak abis kena gempa."

"Iya Mema Seyaa... Papa paham kok. Mau dihukum tulis juga nggak?

Siap nih."

### clarifagans

Sea memukul bahu Rigel, ikut membantunya mencuci bahan makanan Di belakang tubuhnya, Rigel melingkarkan tangan di perut Sea sambil mencantelkan dagu di pundaknya "Rigel laper, Mama, mau makan Rencana masak apa?"

Sea tidak aneh lagi dengan sikap manja bandot tua ini. Bukannya mengerti, dia malah akan meledeki. "Spaghetti aja ya biar cepet? Anak anak

juga kayaknya udah kelaperan."

"Rigel suka spaghetti, Ma," tangannya menyelinap masuk ke perut Sea, meremas pelan. "Apalagi kalau setelah selesai makan, dikasih hidangan penutup juga nanti malam."

Sea menepis tangan Rigel dari perutnya, menjewer pelan telinganya.

"Udah, jangan anch-anch. Kaki aku pegel banget."

"Nter aku pyrtin"

Sea mengabaikan ucapan penuh kode Rigel yang terus bercicit—memilih menyalakan kompor dan memasak hidangan untuk si kembar yang sekarang anteng diaduk bersisian di depan TV. Kalau sedang akur seperti itu, mereka sangat menggemaskan. Tapi kalau sedang saling jahil, duh, bikin kewalahan. Namun, berkat mereka semua, ia pun belajar melawan traumanya. Ia memberanikan diri untuk menyalakan kompor dan kembali belajar memasak sendiri agar kebutuhan gizi anaknya terpenuhi. Dan ... di sinilah diranya sekarang. Sudah jadi ibu yang bisa diandalkan Paling tidak untuk keluarga kecilnya.

495

Mendekati pukul sembilan malam, Sea baru selesai mandi setelah menidurkan kedua anaknya. Rigel masih tampak sibuk di depan laptop,

dengan kacamata baca yang bertengger pas di hidung bangirnya.

Masih berbalutkan handuk, Sea berjalan ke arah suaminya, mengjigit gemas rahang kokohoya. Semakin matang, fisik dan parasnya semakin menantang. Dia begitu tampan, sampai setiap kali mereka jalan-jalan ke mali, akan banyak perempuan yang menjadikan Rigel pusat perhatian. Dari yang muda, sampai yang tua. Dia tidak sama sekali terlihat seperti lelaki beranak tiga

"Lagi sıbuk banget Pak Rigel?" tegurnya, membuat Rigel mendongak

dan menyeringas kecil.

"Iya. Buat bahan meeting besok." Dia melepaskan kacamata, meraih pinggang Sea dan mendudukkannya di pangkuan. Bagaimanapun pentingnya pekerjaan, Sea tetap akan jadi prioritas utama. "Mau ciuman yang bener. Hari ini mereka peritulan banget, sampe nggak punya waktu buat nempelin kamu.\*

"Iya, sama, kamu juga nggak bisa diem" Sea menangkup wajah Rigel, menciumnya dan memberikan akses bebas pada lidah Rigel yang menerobos

masuk ke dalam mulutnya.

Tangan Rigel mulai menjelajah, menurunkan handuk yang melingkar di tubuh Sea sambil membelai halus kulitnya sampai dia menggelinjang geli Ciuman Rigel turun ke leher, menghisap dan menggigiti pelan sampai ke buah dadanya yang membuaung keras. Tanpa suara, mereka sama sama mengerti bahwa keduanya sudah terbakar gairah, saling menginginkan. Puting Sea yang mengeras, dihisap Rigel dan berhasil membuat Sea mengerang pelan. Sedang satu tangannya telah masuk di antara celah selangkangan. Membelai, menekan, dan menggosoknya perlahan.

Pun dengan Sea, yang sudah berani memasukkan tangannya ke dalam celana piyama Rigel dan mengurut miliknya yang sudah berdiri sekeras batu. Dia mendesah, menggigit gemas bahu Sea sambil meresapi setiap urutan lembut di batangnya. Mereka saling memberi kesenangan, mengerang

dengan napas bersahutan.

"Aroma kamu benar-benar memabukkan, ini sebentar lagi uku ... ke kehiar<sup>1</sup>" Rigel munggumam parau, kembah menyatakan lidah mereka dan bermain di dalam rongga mulut Sea saat pelepasan sudah di penghujung.

Pan dengan Sea, yang masih mengangkangi tubuh Rigel—duduk di ujungpahanya Mendesah keras bersamaan, ledakkan akhirnya disemburkan. Wajah Sea memerah, menenggelamkan kepala pada bahu Rigel sambil mengatur napasnya.

Sea baru saja hendak bergerak turun, bokongnya ditahan Rigel. "Mau ke mana? Mau boboin kamu dalam posisi im."

"Udah ah. Segun aja malam ini. Kamu juga lagi sibuk," tolak Sea, yang langsung dibalas gelengan.

Rigel menurunkan celananya, lalu menyingkirkan handuk di tubuh Sea sepenuhnya Milik Rigel yang sempat turun, kembali diurut perlahan dan langsung tegak berdiri saat gesekkan kulit mereka segampang itu membuatnya kembali on.

"Masukin," titah Rigel, saat adiknya sudah secara penuh tegak berdiri. Tidak langsung mendapat pergerakan 5ea, ia mengangkat tubuhnya dan mengarahkan ke dalam tempat penyatuan. "Mau kamu banget!"

"Ngapain di sim? Ayo pin-- Sea mengerang, saat dia menancapkan

hingga tenggelam begitu dalam, "R -rei, awhh jangan di sini!"

"Man di sine aya. Just ride me, Baby," Rigel mengulum telinga Sea, meremas kedua payudaranya. "Gerakan, Sayang. Aku myaris meledak sekarang!"

### clargayani

Kedua tangan Sea bertumpu pada bahu Rigel, perlahan menggerakkan tubuhnya naik turun hingga menghasilkan decak suara percintaan mereka yang merdu. Sesak napas, milik Rigel yang berukuran besar dan terhentak keras membuatnya harus membekap mulutnya sendiri agar tidak menjent terlampau keras. Kamar anaknya berada tepat di sebelah, takut mereka terbangunkan.

"Yeah, you're so fucking good!" Rigel mengerang, saat Sea mengendalikan di atas pangkuan. "Fuck! Just like that, Baby!" Payudara bez yang bergerak liat, ditangkup dan dihisapnya secara bergantian. Pernikahan mereka sudah berjalan menginjak tahun ke empat. Tapi, rasa cinta pada Sea bukannya berkurang, malah bertambah semakin dalam. Ia mendamba akan apa pun tentangnya. Dia masih jadi perempuan yang selalu berhasil membuatnya

seresa akan gila.

Tidak cukup bercinta di atas kursi, Rigel menurunkan tubuh Sea dan membiarkannya bertumpu pada meja rias. Punggung Sea dilengkungkan, menyatukan kembali miliknya pada hang sempit Sea. Beberapa botol parfum saling berguling, ketika entakkan demi entakkan Rigel lakukan di belakangnya. Tubuh Sea hahkan semakin melengkung sampat ia harus bertumpu pada kaki meja sedang Rigel menahan bokongnya— memacu har dan cepat. Titik terjauh Sea seakan tengah diobrak-abrik suaminya, membuat hintinya iemas nyaris ambituk ka lantai jika tubuhnya tidak ditahan Rigel.

Satu tangan Sea terus digunakan untuk membekap mulut, jeritan sulit sekaa diredam ketika kenikmatan tiada tara terus-memerus dilinjanikan oleh Rigel. Dia sangat mahir dan tahu bugaimana saling memuaskan diri mereka Tidak pernah sekalipan percintaan mereka berakhir mengecewakan, bahkan

cuma quick sex di kamar mandi saja akan terasa menyenangkan

Geraman Rigel di belakang punggungnya menandaskan bagaimana hebatnya percintaan mereka. Pinggang Sea yang tamping, dia cengkeram sambil memaju mundurkan tanpa jeda. Saking kerasnya, bokong Sea sampal memerah

Rigel yang terus meracau. Dia melingkarkan satu tangannya di tengkuk Rigel, sedang tubuhnya terus berguncang di pompa dari belakang hingga ledak pelepasan menyembur keluar Seolah belum selesal, Rigel membawa tubuh Sea ke ranjang membatingkan, dan kembali mengurut miliknya agar berdiri lagi.

"Belum...?" Sea mengerjap, mulai kelelahan saat Rigel kembali

merangkak di atasnya setelah melemparkan kaus pas badannya.

Rigel menyeringai, mengusap butir keringatnya di dahi. "Belum. Sekali lagi aja." Kaki Sea dibuka lebar, diusapnya terlebih dahulu milik. Sea dan

diberi rangsangan sebelum kembali disatukan.

Tubuh tinggi dengan perut six pack kerasnya, dipeluk Sea eraterat. Kedua kaki Sea membelit punggungnya, sedang Rigel tanpa ampun menggempurnya hingga desah napas keduanya semakin menipis. Dalam satu minggu mereka bisa bercinta tiga sampai lima kali, tetapi dia memompanya begitu menggila seperti jarang sekali. Disentuh olehnya selalu menjadi hal yang luar biasa—walau entah berapa ratus kali mereka bersenggama.

Sea meremas rambut Rigel, ketika gelombang geli mulai menerjang dotang dan kepalanya mendongak ke atas. Dalam beberapa kali entakkan kuat, lelehan sperma Rigel telah disemburkan dalam rahan Sea dakuti olehnya yang benar-benar menjerit tak tertahankan. Tubuh Jangkung itu

ambruk di dadanya napasnya terengah kewalahan,

Rigel menatap wasah Sea, mengusap keringatnya di dahi "Apa kamu memkmatinya? Because I do, as always!"

"Kamu ... tahu jawahannya." Dada Sea turun naik, matanya menatap langit-langit kamar sambil menghirup napas sebanyak mungkin.

In tersenyum puas, menggigit gemas ujung hidung Sea. "I love you sayangnya aku Besok lagi ya?"

Sea mendorong dada Rigel, memukul kepalanya pelan, "Gila kamu"

Dia menggubngkan tubuh ke sisi Sea, membiarkan tangannya dijadikan bantalan kepala istrinya sedang sugan yang lain melingkar di perut ratanya. "Aku nggak pernah menyangka aku bisa segila ini sama kamu. Hidup kadang selucu ini ya, Sayang?"

Sea tersenyum tipis, mengangguk kecil. "Memang Kamu yang begi u kekanakan, tidak pernah kukira akan kujadikan tenun hidup masa depan."

"Kebersamaan kita nggak ada yang pernah kusesalkan. Semuanya

sudah sangat sempurna."

Sea tidak menyahut, tetapi tangannya memainkan jemati Rigel yang panjang dan berurat. "Minggu depan, London nanti nginap sama kita, kan? Pernikahan Star diadakan malain minggu. Kita berangkat hari kamis aja ya.

biar bisa lamaan sama London nya?"

Rigel sangat bersyukur, Sea menerima putra pertamanya dengan baik Setiap enam bulan sekali, London akan berkonjung ke Indonesia dan menginap di rumahnya dua samput tiga minggu paling lama Pertemuan pertama terjadi dua tahun lalu, dan sangat sulit untuk bisa akrab. Tapi bocah delapan tahun itu malah bisa lebih cepat akrab dengan Sea—entah bagaimana ceritanya. Sampai hari ini pun, hampir setiap hari anaknya menghubungi bea dan berbagi cerita Padahal dia cuma mendengarkan, tetapi London terhibat begitu nyaman berbicara dengannya. Sea seperti memiliki daya tarik tersendiri untuk menarik perhatian kaum pria—berapa pun umurnya.

clasizayone

Dan tentang Star Akhirnya dia melabuhkan hati pada Brian Pria yang nyaris sepuluh tahun menemeninya dan memperjuangkan kebersamaan mereka, kini telah dipercayai Star untuk mengenalkan pada arti selamanya. Sebuah jenjang pernikahan, yang tidak akan pernah dia permainkan Dia yang dulu tidak ingin menikah dan akan fokus pada London serta ibunya saja, akhirnya menerima lamaran Brian dua bulan lalu dan merencanakan pernikahan di Bah Minggu depan. Sesuai harapan Rigel, Star memang berhak bahagia, walau tidak bersamanya.

"Iya, terserah kamu gimana baiknya. Aku ikut aja." Rigel menghidu lehet Sea, tangannya mengerat di perutnya. "Thank you, Sayang. Thank you

for everything."

Berbalik menghadap Rigel, Sea balas memeluk tubuh atletisnya. Kulit dengan kulit mereka saling memberi kehangatan. "Terima kasih audah menuntaiku sebesar ini, Rei. Semua kebahagiaan yang dulu sebatas mimpi, kamu wujudkan jauh lebih baik dari bayanganku."

Rigel tersenyum memejainkan mata, tanpa sudi melepaskan pelukannya. Jika aku bisa memberi lebih dari ini, maka akan kuberikan,

Sea."

"I love you," gumam Sea di dada Rigel, "I love you so much."

"I love you more, and more...!"

-94

Deburan ombak yang tenang menyambut kedatangan keluarga kecil Rigel di tempat acara. Karena kedua anaknya tidak mau berjalan sendiri di atu pasir—takut sepatu mereka kotor. Rigel harus menggendong di tangan kanan dan kirinya. Keluarganya menawarkan hantuan, dan dengan lantang si kembar itu menolak, malah semakin lengket di gendongan. Dari kejauhan, seorang bocah laiti laki yang mengenakan tuxedo putih, berjalan cepat ke arahnya. Dia melambaikan tangan cena, senyum polos terbit di bibirnya.

"Chasen, Chasey, mengapa kalian barus digendong? Ayo, turun. Ini asik sekali." London mengulurkan tangan, hendak mengambil salah satu adiknya dari sendongan. "Da kanalah satu adiknya

dari gendongan, "Pa, biar kubantu. Kau terlihat kesusahan."

"Thank you, London Mereka hdak mau sepatunya kotor. Kakek dan

Nenek pun tadı menawarkan, tapı ditolak."

Putra pertamanya menggeleng-geleng, "Chasen, kau tidak boleh begitu. Ayo, ikut denganku. Nanti kutunjukkan mainan baru yang semalam baru kubel."

"Maman?" bersamaan, keduanya menyahut dengan mata berbinar lanpa pikit panjang, mereka langsung mengulurkan dua tangan mungilnya Pada London—meminta beralih.

London kebingungan, menggaruk pipinya yang kemerahan "Um, hanya satu saja Dan ... eh, akan lebih kalau kalian berjalan saja sepertiku. Lihat, seperti ini jauh lebih menyenangkan, bukan?" Dia melompat-lompat di pasir. "Untuk apa punya kaki jika tidak digunakan. Anak lelaki seharusnya tidak boleh manja."

Rigel tersenyum lebar, saat kedua bocah itu mulai saling melirik. "Papa setuju dengan Kakak. Dan Mama tidak akan suka melihat kalian seperti ini"

Sejak tadi, Sea memang sedang pergi ke dalam gedung bersama dengan ibunya untuk menemui Star Akhirnya, ia harus menghandia kedua jagoannya sendiri yang lebih manja jika bersamanya.

"Oke Aku turun saja, Pa. Tapi, sepatunya tidak apa apa kalau kotor?"

"Tentu saja tidak apa-apa! Kotor, bisa dicuci, bukan<sup>an</sup> sahut London cepat

Mereka actuju untuk diturunkan, keduanya langsung menggenggan

tangan London erat-erat "Oke, Kak!"

Rigel mengusap kepala potra pertamanya, lantas memeluknya dengan hangat "Nanti malam tidur di Villa bersama Papa dan Mama ya? Papa masih sangat merindukanmu."

"Uhm ." Dia tampak berpikir, "baiklah kalau begitu!"

Mengacak rambutnya yang sudah ditata rapi. Rigel lantus mengecup dahunya. "Kau teri hat sangat tempan. Papa bisa menjamin, sepuluh tahun dari sekarang kau akan jadi tehutan para gadis."

London memprotes, ketika rambutnya dibuat berantakan "Sekarang juga hanyak yang menyuksiku di sekolah. Tapi, aku masih kecil. Mommy

bilang itu tidak baik."

"Apa salahnya pro dari muda? Jangan takut mencoba hal-hal baru, supaya saat kau sudah berumur, kau sudah banyak tahu semuanya."

"Memany boleh?"

Rion mendecak—yang sedari tadi mendengarkan obrolan anak dan Ayah itu. "London kau tidak seharusnya mendengarkan nasihat dari orang tua yang sesat. Tentu tidak boleh. Kau harus cukup umur dalu, baru mencoba hal-hal baru." Ia melirik Rigel, yang tingkat ketengilannya tidak banyak berubah walau sudah jadi Ayah dari tiga anak. "Lo masih aja sesetan dulu, Kak. Itu anak lo, woy, nggak usah dijejalkan pemikiran kotor lo zaman dulu."

Rigel menyuruh ketiga anaknya untuk bermain dulu, ketika sapaan frontal Rion mengudara. Ia terkekeh pelan, mendorong bahunya. "Apa kabar

lo? Jambul makun tinggi oja,"

"Sangat baik. Apalagi setelah bisa move on dari Sea dan dapetin bule!" sahutnya jumawa, menatap perempuan cantik ber-dress putih sepaha yang tengah menikmati pemandangan pantai. Dan di dekat perempuan liu, ada

### clasisayani

Les yang sedang memerhatikan dari ujung kaki sampai kepala dengan tidak suki. Bocah itu merong-rong seperti nyamtik, ikut ke mana pun Rion pergi selama acara.

R gel tampak meremehkan. "Gue tidur sama puluhan dari mereka, fyi.

Dan nggak ada yang lebih hebat dari Sea."

"Gue tonjok lo kalau aja kita bukan ada di keramaian!" Tidak lama, mereka berpelukan. Mereka memang jarang sekali bertemu, karena Rion menempuh pendidikannya di Amerika dan baru tahun depan bisa diwisuda.

Sudah banyak tamu yang hadir, termasuk Rafel dan Ayah mertuanya yang memasuki tempat acara. Dalam sekali lihat, tampak jelas sekali kalau Henrick tidak suka perempuan muda yang berada di samping anaknya. Jelas saja, dia adalah dalang dari kebakaran itu. Entah bagaimana, Rafel bisa bersama dengan perempuan yang selalu dia sebut sebagai pembunuh ketika sedang berbicara dengan Sea. Ada yang aneh dalam hubungan mereka. Mustahil Rafel bisa menerimanya begitu saja. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi siapa peduli. Itu juga bukan urusannya, belama dia sudah tidak mengejar-ngejar Sea, hal apa pun bukan ranahnya. Hanya kasihan saja kalau yang dipikirkannya benar. Gadis bertubuh kecil dengan gurat polos itu, harus dijadikan boneka hidup oleh pria dewasa seperti Rafel Hardyantara.

Saat ia masih mengobrol dengan Rion, ncapan sambutan dari pembawa acara membuat semua orang mulai fokus ke depan. Acara pernikahan yang dilakukan di tepi pantai itu begitu indah dengan dihiasi banyak bunga yang bertebaran. Para tamu undangan pun hukan main, banyak datang dari kalangan model dan orang-orang penting kenalan keluarganya. Di depan wedding disle yang ditata dengan bunga-bunga berwarna pastel, Brian berdiri gugup, menunggu Star yang baru dipanggal. Harap-harap cemas, mereka menanti kehadirannya. Tetapi Rigel malah menunggu kehadiran Sea yang diminta langsung oleh Star untuk menjadi bagian dari bridesmaids-nya.

Tepukkan tangan meriah langsung terdengar tatkala langkan Star dihela ke arah Brian. Sambil memegang buket bunga, perlahan dia mendekati. Star menatap Rigel, dibalas anggukan kecil olehnya. Dan pada Sea, Rigel melemparkan ciuman jarak jauh sambil menggumamkan I love you. Istrinya sangat cantik mengciiskan gaun panjang dengan tali spaghetti—menampakkan lekukan punggungnya yang indah. Rambut Sea disanggul ke atas, menonjolkan leher jenjangnya yang ingin sekali digigitnya keras hingga meninggalkan bekas.

Pemberkatan pernikahan mereka berlangsung sakral dan lancar Sampai matahan tenggelam di ufuk barat, pesta pantai yang meriah dinikmati oleh semua orang. London dan si kembar lebih banyak di dalam gedung bersama

kedua orang tuanya ketika melihat pesta berjalan dewasa. Pun dengan Rigel dan Sea yang izin pulang lebih cepat pada kedua mempelai pengantin baru

ini kasihan pada mereka bertiga.

Sea dan Star berpelukan—Star memeluknya lebih erat. "Terima kasih banyak, Sea, sudah datang dan mau menjadi pendampingku di pernikahan kami. Bagalmanapun, kamu memiliki andil besar dalam perjalanan hidupka hingga aku bisa menemukan cinta sejatikn yang sekarang. Terima kasih untuk pengalaman hidupnya yang sangat berarti. Titip London ya buat malam ini. Dia terlihat excited sekali tadi saat meminta izin padaku untuk menginap di vilia kalian."

Sea membalas pehikan Star, mengangguk samar. "Iya. Semoga kalian

selalu bahagia. Sekali lagi, selamat untuk pernikahanmu."

Saling menguraikan pelukan, giliran Star dan Rigel yang bersalaman,

"You deserve to be happy, I know," ucapnya singkat, lantas berlalu pergi bersisian dengan Sea yang dirangkulnya secara posesif—setelah anggukan penuh rasa terima kasih diberikan Star.

24.0

Keributan, itulah yang terjadi sekarang begitu tiba di villa. Mereka saling mengejar, tertawa girang, sesekali melempar bantalan sofa padahal di mobil sempat terantuk-antuk.

Rigel langsung menghempaskan tubuhnya di atas sofa sambil meraih

pinggang Sea agar duduk di atas pangkuannya. "Capeekk bangett!"

"Rei, oyo suruh anak-anak mandi dulu. Udah mau jam sepuluh ini." Sea bangkit dari duduknya, memanggil ketiga anaknya agar cepat mandi. "Ayo huka baju kalian, langsung masuk ke komar mandi."

Rigel melepaskan jasnya, disusul dasi dan kemeja, lalu mengejar ketigi dari mereka mengumpulkan. "Ayo mandi bareng Papa. Kalian perbi istirahat," lalu melirik Sea dan tersenyum miring. "Mama sama Papa juga sudah sangat lelah hari ini. Mainnya besok lagi."

Tubuh si kembar ditangkap, diangkatnya ke dalam kamar mandi. Sedang London digiring oleh Sea sambil dibukakan bajunya. Ketiga jagoannya bertelanjang total saat masih di kamar, sebelum menenggelamkan diri di

Jacuzzy yang untungnya berukuran besar.

Tak ada beda, ke empat dari mereka rusuh bersamaan. Sea sampat menggeleng tidak habis pikir pada kelakuan suaminya yang bisa menyaru dengan baik bersama ketiganya. Hampir satu jam, mereka baru keluar dari sana, bahkan Sea sudah melakukan banyak hal termasuk membersihkan diri dan membereskan pakaian yang berserakan. Piyama mereka juga sudah

clarisayani

disiapkan di atas kasur.

"Kalian lama banget sih mandinya. Udah tahu ini larut. Mau ujan juga!" Sea mengomeli, menggosok rambut London dan mengeringkannya, sedang Rigel mengeringkan rambut si kembar. Ditambah lagi si bayik besar itu juga minta dikeringkan olehnya.

Keributan itu semakin lenyap ketika waktu telah menyentuh tengah malam. Mata mereka sudah terpejam, tidur di dua ranjang yang berbeda. Memastikan ketiganya sudah terlelap pulas, barulah Sea dan Rigel bisa keluar.

"Yay, sudah aman!" Rigel langsung menggendong tubuh Sea ke dalam kamar mereka, membaringkan tubuhnya di tengah ranjang lalu menindihnya. "Dari siang, aku pengin banget melucuti pakaian kamu dengan mulutku. Sumpah, aku sempat turn on saat lihat kamu masuk ke aisle. Aku malah salah fokus sama istriku. Kamu cantik banget tadi. Sampe berasa mau pingsan."

Sea memutar bola mata, mencubit pinggangnya. "Nggak usah lebay!"

"Sumpah, nggak percayaan amat. Kamu cek deh di gullery hape aku, berapa ratus foto kamu yang kuambil." Rigel mendaratkan ciuman di leher Sea, menghisapnya kuat. "Pengin sedot darah kamu untuk mengenyangkan kehausanku. Aku nggak bisa kamu giniin terus!"

Menggelikan, tetapi juga menggemaskan. Rigel benar-benar level kekanakan di taraf tidak normal. Seperti ada ribuan kepakan kupu-kupu di

perut, rasa geli yang menyenangkan itu tidak bisa ditutupi.

"Besok aja ya? Aku capek banget harl ini," Sea membelitkan kedua

kakinya di bokong Rigel, matanya dipejamkan.

Raut Rigel yang semula hersemangat, tertekuk. Ia menepuk-nepuk pelan pipi Sea—mendaratkan ciuman bertubi-tubi agar matanya terbuka. "Sayang, Jangan gitu dong, Ini udah keras banget. Sekali... aja. Setelah itu, baru kita tidur. Aku nggak bakal bisa tenang deh kalau dalam keadaan blue bulis gini."

"Ya siapa suruh setiap saat tegang terus!"

Tangan Rigel merayap ke dalam piyama, meremas huah dadanya. "Yang, ayo ah. Nanti setelah selesai, aku pijitin kamu. Kamu cuma tinggal buka paha aja, aku yang ngerjain sisanya. Tahu-tahu enak aja, udah!"

Sea memiringkan kepala, tidak tahan untuk tidak tersenyum. Rengekan

Rigel persis si kembar ketika menginginkan sesuatu.

"Sea, kita kan anaknya baru tiga,"

"Terus...?" Dia membuka mata, menatap Rigel,

"Bikin lagi. Paling nggak, bisa bikin satu tim basket lah. Lebih bagus lagi bisa bikin kesebelasan tim Sepakbola."

"Kamu aja yang hamil! Kamu yang lahirin!"

"Kalan bisa juga aku man Setiap habis lahiran, minta kamu tidurin lagi.

Intens. Tiap malam, no libur-libur chib sampe melendung lagi. Terus aja glus sampe ada sehelas. Yah? Yuk? Cus jeng."

"Gila kamu! Urus kalian berempat aja kalau lagi ngumpul, aku

kewalahum\*

"Kan aku bantu. Lima deh. Cowoknya maksudku yg lima. Ceweknya ...
tiga aja. Satu rumah isinya sepuluh kepala, jadi sebelas kalau kalau London
lagi ke Jakarta. What do you think? Seru banget nggak sih. Nanti mereka
saling ledek-ledeki, bikin rumah kayak kapal pecah, akur lagi."

"Kamu mau nyaingin Gen Halilintar?" Sea memutar bola mata, jengah,

"Semakin banyak anak, adsense semakin naik." Rigel tergelak, geli, "Bercanda. Aku udah kaya, lima puluh anak juga masih tercukupi tanpa nyari uang dari jari netizen." Ia kembali mengguncang Sea, menciuminya terus-terusan. "Ayo dong, sayang, Ini udah keras banget."

Mengembuskan napas pelan, Sea akhirnya luluh dan balas menciumnya. Tangan Rigel sudah mendarat di mana-mana, tanpa henti. Dia sudah sangat

siap dengan percintaan mereka. Sebelum sedetik kemudian ...

Brak ... brak ... brak ...

"Ma, Pa, Chasen nangis. Di huar banyak petir." Suara London di depan

pintu, memanggil.

Tanpa perasaan, Sea langsung mendorong dada Rigei dan beranjak dari ranjang untuk membuka pintunya. Dengan mata basah, Chasen digendong oleh London sedang Chasey masih mengucek matanya sambil menggenggam tangan Kakaknya.

Sea langsung mengambil alih tubuh Chasen, menenangkan. "Kenapa,

sayang? 'Tumben kamu nangis denger petic."

"Chasen sepertinya terkejut. Jendela juga tiba-tiba terbuka, lalu meminta pindah tidur dengan kalian. Aku sudah berusaha menenangkan, tapi tidak juga diam." London menjelaskan.

"Mungkin dia kecapekan, sayang," Rigel menimpali, menggendong

tubuh Chasey.

"Ya sudah, kita tidur bersama saja di sini," saran Sea, sambil membelal rambut putra pertamanya. "London juga."

Rigel membelalak, senang tak senang. "Emang muat?"

Tersenyum lebar menampakkan deretan gigi putihnya, Sea mengangguk.

"Muat dong. Ayo, kita semua masuk!"

Seperti ikan pindang, mereka berjejer saling berdempetan tidak sesuai arah ranjang. Kaki Rigel bahkan harus ditekuk—tidak cukup ruang. Saling berseberangan dipisahkan tubuh ketiganya, Rigel menatap Sea dengan memelas. Jelas saja ia tidak bisa tidur, miliknya masih belum juga tenang. Rigel menepuk-nepuk bokong putranya, berharap agar mereka segera

## clarisayani

terlelap darnai.

Dan saat kesempatan itu kembali, perlahan Rigel turun dari ranjang. Usaha tanpa batas, sebab kata mereka usaha takkan mengkhianati hasil. la merangkak di atas tubuh Sea, berbisik di telinganya.

"Mereka sudah tidur. Yuk, di luar?" Saat Sea masih mengerjap, tubuhnya

dengan mudah telah digendong oleh Rigel keluar dari kamar.

"Ih, kamu... kayak nggak ada besok lagi aja!" Sea melingkarkan tangan di lehernya, pasrah.

"Orang maunya sekarang, bukan besok."

"Ya udah, besok nggak usah ya? Awas aja!"

Besok ya besok. Kita urus yang sekarang dulu. Emang kamu nggak kasihan gitu?" Rigel merebahkan Sca di dalam kamar yang semula ditempati anaknya. Tak menunggu lama, ia melucuti piyama Sea, disusul olehnya.

Keduanya masuk ke dalam selimut, berjaga-jaga takut ada yang masuk. Meraba milik Sea, Rigel menyeringai saat lembah di tempat penyatuan

dirasakan.

"Kamu juga menginginkan, Sea, jangan pura-pura. Sudah kubilang, we're Addicted to each other. Itu jadi hukum mutlak."

Sea tidak menyangkal, karena apa yang dikatakannya adalah kenyataan. Bahwa ia selalu suka disentuhnya. Ia selalu suka berada di bawah kuasanya. Karena terima atau tidak, ia sudah kecanduan dibuatnya.

Rigel menyatukan tubuh mereka, bersamaan dengan petir yang saling

bersahutan di luar sana.

"Listen, Baby, I'm Addicted to you. I just want you all the time, and every inch of you. You're a drug for me, and will always be. I love you."